Al-Qur'an dan Taloliniya

> 1000 s NY 53-14-15

Company of the Compan



"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang."

#### AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA

(Edisi yang Disempurnakan)

\_\_\_\_\_

Hak cipta dilindungi undang-undang All rights reserved

Cetakan 2011, Widya Cahaya

### Diterbitkan oleh: Widya Cahaya, Jakarta

Dicetak oleh: Percetakan Ikrar Mandiriabadi, Jakarta

#### Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

#### Departemen Agama RI

Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)

Jakarta: Departemen Agama RI

10 jilid; 24 cm

Diterbitkan oleh Departemen Agama dengan biaya DIPA Ditjen Bimas Islam Tahun 2008

ISBN 979-3843-01-2 (No. Jil. Lengkap) ISBN 979-3843-04-4 (No. Jil. V)

1. Al-Qur'an – Tafsir I. Judul

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

#### Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- ayat 1 : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- ayat 2 : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA

(Edisi yang Disempurnakan)

Juz 13: Yµsuf/12: 53-111, Ar-Ra'd/12: 1-43,

Ibr±h3m/14: 1-52

Juz 14: Al-¦ ijr/15: 1-99, An-Na¥l/16: 1-128 Juz 15 : Al-Isr±'/17: 1-111, Al-Kahfi/18: 1-74



#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

#### 1. Konsonan

| No | Arab        | Latin              |
|----|-------------|--------------------|
| 1  | ١           | Tidak dilambangkan |
| 2  | ب           | b                  |
| 3  | ت           | t                  |
| 4  | ث           | £                  |
| 5  | ح           | j                  |
| 6  | ۲           | ¥                  |
| 7  | خ           | kh                 |
| 8  | د           | d                  |
| 9  | ذ           | ©                  |
| 10 | ر           | r                  |
| 11 | j           | Z                  |
| 12 | س           | S                  |
| 13 | ش           | sy                 |
| 14 | ش<br>ص<br>ض | i                  |
| 15 | ض           | «                  |

| No | Arab | Latin |
|----|------|-------|
| 16 | ط    | -     |
| 17 | ظ    | §     |
| 18 | ع    | •     |
| 19 | غ    | g     |
| 20 | ف    | f     |
| 21 | ق    | q     |
| 22 | غ    | k     |
| 23 | J    | 1     |
| 24 | ۴    | m     |
| 25 | ن    | n     |
| 26 | و    | W     |
| 27 | ٥    | h     |
| 28 | ç    | 1     |
| 29 | ي    | у     |
|    |      |       |

#### 2. Vokal Pendek

#### 4. Diftong

$$\hat{z}^{*}$$
 ai کَیْفَ kaifa  $\hat{z}^{*}$   $\hat{z}^{*}$   $\hat{z}^{*}$   $\hat{z}^{*}$   $\hat{z}^{*}$ 

#### 3. Vokal Panjang

$$q \pm la$$
 قَالَ  $q \pm la$  وَقَالَ  $q \pm la$  وَقِيْلَ  $q^3 la$  وَقِيْلَ  $q^3 la$  وَقِيْلَ  $q^3 la$  وَقِيْلَ  $q^3 la$ 

#### **DAFTAR ISI**

| Pedoman Transliterasi                                           | vii   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Sambutan Presiden R.I                                           | ΧV    |
| Sambutan Menteri Agama R.I.                                     | xvii  |
| Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan              | xix   |
| Kata Pengantar Kepala Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an       | xxiii |
| Kata Pengantar Ketua Tim Penyempurnaan Tafsir Al-Qur'an         | xxix  |
| Juz 13                                                          |       |
| Nafsu Cenderung Jahat                                           | 3     |
| Yusuf Menjadi Bendahara Negara                                  | 5     |
| Yusuf Berkuasa Karena Rahmat dan Karunia Allah                  | 7     |
| Yusuf Bertemu dengan Saudara-saudaranya                         | 9     |
| Saudara-saudara Yusuf Membujuk Yakub agar Bunyamin dapat        |       |
| Dibawa ke Mesir                                                 | 13    |
| Yakub Meminta Jaminan bagi Keselamatan Bunyamin                 | 15    |
| Nasihat Nabi Yakub kepada Anak-anaknya yang akan Pergi ke Mesir | 17    |
| Pertemuan Yusuf dengan Bunyamin                                 | 20    |
| Pembicaraan antara Yusuf dengan Saudara-saudaranya              | 24    |
| Pembicaraan antara Saudara-saudara Yusuf dengan Ayahnya         | 27    |
| Pembicaraan Nabi Yakub dengan Anak-anaknya                      | 31    |
| Anak-Anak Yakub Mengakui Kesalahannya                           | 33    |
| Yakub dapat Melihat Kembali                                     | 38    |
| Pertemuan Yusuf dengan Orang Tuanya                             | 41    |
| Pernyataan Syukur dan Doa Yusuf a.s                             | 44    |
| Kisah Yusuf a.s. Menguatkan Kenabian Muhammad                   | 46    |
| Banyak Manusia tidak Memahami Tanda-tanda Keesaan Allah swt     | 49    |
| Cara Nabi Muhammad saw Berdakwah                                | 51    |
| Pelajaran Dari Kisah Yusuf a.s                                  | 54    |
| Penutup                                                         | 57    |
| Surah ar-Ra'd                                                   |       |
| Pengantar                                                       | 58    |

| Kebenaran Al-Qur'an                                               | 60  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Kaum Musyrikin Mengingkari Kebangkitan sesudah Mati dan Kenabian  |     |
| Nabi Muhammad saw                                                 | 68  |
| Allah Mengetahui Segala Sesuatu                                   | 73  |
| Tanda-tanda Kekuasaan Allah                                       | 79  |
| Keesaan Allah                                                     | 85  |
| Perumpamaan yang Hak dan yang Batil                               | 88  |
| Sifat-sifat Ulil Albab                                            | 93  |
| Balasan bagi yang Ingkar Janji                                    | 100 |
| Zikir Menenangkan Hati                                            | 103 |
| Pengingkaran Orang Kafir terhadap Risalah Nabi Muhammad           | 107 |
| Gambaran Al-Qur'an tentang Surga dan Kemanusiawian Para Rasul     | 112 |
| Bukti Kekuasaan Allah                                             | 118 |
| Penutup                                                           | 121 |
| Surah Ibr±h³m                                                     |     |
| Pengantar                                                         | 122 |
| Al-Qur'an Penuntun ke Jalan yang Benar                            | 124 |
| Musa dan Dakwahnya                                                | 127 |
| Sikap Manusia terhadap Dakwah Para Rasul                          | 130 |
| Hukuman bagi Kaum yang Menolak Kebenaran                          | 134 |
| Hujatan Pengikut terhadap Pemimpin yang Sombong di Hadapan Allah. | 137 |
| Perumpamaan Kebenaran dan Kebatilan                               | 143 |
| Akibat Kufur dan Syirik                                           | 147 |
| Perintah Melaksanakan Salat dan Berinfak                          | 149 |
| Bukti Keberadaan Allah Melalui Nikmatnya                          | 154 |
| Doa Nabi Ibrahim a.s.                                             | 160 |
| Orang Zalim Pasti Mendapat Azab                                   | 180 |
| Tipu Daya Orang Kafir Pasti Gagal                                 | 187 |
| Penutup                                                           | 192 |
| Juz 14                                                            |     |
| Surah al-¦ ijr                                                    |     |
| Pengantar                                                         | 195 |
| Keadaan Orang yang Ingkar kepada Al-Qur'an di Hari Kiamat         | 197 |

| Sikap Orang Kafir terhadap Al-Qur'an                        | 203 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Jaminan Allah swt terhadap Pemeliharaan Al-Qur'an           | 208 |
| Sikap Umat Dahulu terhadap Seruan Rasul                     | 215 |
| Tanda-tanda Kekuasaan dan Kebesaran Allah                   | 218 |
| Allah Sumber Segala Sesuatu                                 | 225 |
| Kejadian Manusia, Kepatuhan Malaikat, dan Kedurhakaan Iblis | 234 |
| Berbagai Kenikmatan Surga bagi Orang yang Bertakwa          | 244 |
| Kisah Ibrahim a.s. dengan Tamunya                           | 248 |
| Kisah Lut a.s. dan Kaumnya                                  | 251 |
| Kisah Kaum Syuaib dan Kaum Samud                            | 260 |
| Anugerah Allah kepada Nabi Muhammad saw                     | 269 |
| Penutup                                                     | 276 |
| Surah an-Na¥I                                               |     |
| Pengantar                                                   | 277 |
| Kepastian Hari Kiamat dan Kebenaran Wahyu                   | 279 |
| Penciptaan Makhluk sebagai Bukti Kekuasaan Allah            | 283 |
| Karunia Allah tidak Terhitung                               | 291 |
| Takabur Penyebab Kekafiran                                  | 301 |
| Orang yang Berbuat Tipu Daya akan Mengalami Kehancuran      | 306 |
| Balasan bagi Orang yang Bertakwa                            | 311 |
| Balasan bagi Orang yang Zalim                               | 314 |
| Setiap Umat Mempunyai Rasul                                 | 318 |
| Hijrah untuk Membela Agama Allah                            | 323 |
| Kewenangan Allah Mengutus Nabi dan Rasul                    | 326 |
| Larangan Syirik dan Kufur Nikmat                            | 332 |
| Anggapan dan Perbuatan Orang-orang Musyrik yang Tercela     | 335 |
| Kasih Sayang Allah dan Tipu Daya Setan                      | 340 |
| Bukti Kekuasaan Allah pada Alam Semesta                     | 343 |
| Pelajaran dari Kehidupan Manusia                            | 349 |
| Tamsil Orang Mukmin dan Orang Kafir                         | 353 |
| Keluasan Ilmu Allah                                         | 358 |
| Setiap Rasul Menjadi Saksi atas Umatnya di Hari Kiamat      | 364 |
| Perintah untuk Berbuat Baik dan Menepati Janji              | 372 |
| Larangan Mengingkari Janji dan Sumpah                       | 381 |

| Menjaga Diri dari Godaan Setan                               | 385 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Ketentuan Allah Lebih Bermanfaat bagi Manusia                | 387 |
| Orang yang tidak Memperoleh Hidayah                          | 390 |
| Balasan bagi Orang yang Berjihad dan Bersabar                | 394 |
| Balasan bagi Orang Kufur Nikmat                              | 396 |
| Makanan Halal dan Haram                                      | 401 |
| Nabi Ibrahim Manusia Teladan                                 | 410 |
| Prinsip-prinsip Dakwah                                       | 417 |
| Penutup                                                      | 422 |
| Juz 15                                                       |     |
| Surah al-Isr±'                                               |     |
| Pengantar                                                    | 425 |
| Kisah Isra' Nabi Muhammad saw                                | 427 |
| Allah Menurunkan Taurat kepada Nabi Musa a.s                 | 433 |
| Kehancuran Bani Israil karena tidak Mengikuti Ajaran Taurat  |     |
| Al-Qur'an Petunjuk ke Jalan yang Benar                       | 442 |
| Setiap Orang Bertanggung Jawab atas Perbuatannya             | 447 |
| Kasih Sayang Allah bagi Semua Makhluk                        | 453 |
| Hormat kepada Orang Tua                                      | 458 |
| Larangan Boros dan Kikir                                     | 464 |
| Larangan Berbuat Maksiat                                     | 471 |
| Perintah untuk Bersikap Hati-hati                            | 479 |
| Sanggahan terhadap Orang-orang yang Mempersekutukan Allah    | 483 |
| Keengganan Orang Kafir Memahami Al-Qur'an                    | 489 |
| Kaum Musyrikin Mengingkari Hari Kebangkitan                  | 492 |
| Setan Penyebab Kekafiran                                     | 497 |
| Kaum yang Ingkar Pasti Mendapat Hukuman                      | 503 |
| Godaan Setan terhadap Manusia                                | 508 |
| Perintah untuk Mensyukuri Nikmat Allah                       | 513 |
| Manusia Makhluk yang Dimuliakan Allah                        | 516 |
| Tekanan terhadap Nabi Muhammad saw tidak Mengurangi Semangat |     |
| Juangnya                                                     | 520 |
| Fungsi Salat dan Al-Qur'an dalam Kehidupan                   | 524 |

| Masalah Roh                                                    | 53 | 4  |
|----------------------------------------------------------------|----|----|
| Kemukjizatan Al-Qur'an                                         | 53 | 8  |
| Pengingkaran Orang Kafir terhadap Rasulullah                   | 54 | 2  |
| Keingkaran Orang Kafir dan Bantahan terhadapnya                | 54 | 6  |
| Pengalaman Nabi Musa dalam Berdakwah Menjadi Pelipur Hati Nabi |    |    |
| Muhammad                                                       | 55 | 1  |
| Kebenaran Al-Qur'an dan Cara Penurunannya                      | 55 | 5  |
| Penutup                                                        | 56 | 4  |
| Surah al-Kahf                                                  |    |    |
| Pengantar                                                      | 56 | 5  |
| Kecaman terhadap Anggapan Adanya Anak Tuhan                    | 56 | 7  |
| Kisah A <sub>i</sub> ¥±bul Kahf                                | 57 | 4  |
| A <sub>i</sub> ¥±bul Kahf Bangun dari Tidur                    | 58 | 9  |
| Teguran kepada Nabi agar jangan Mementingkan Orang Terkemuka   |    |    |
| Saja dalam Berdakwah                                           | 59 | 9  |
| Perumpamaan Kehidupan Orang-orang yang Teperdaya Kehidupan     |    |    |
| Dunia                                                          | 60 | 16 |
| Perumpamaan Kehidupan Dunia                                    |    |    |
| Kejadian pada Hari Kiamat                                      |    |    |
| Ketaatan Malaikat dan Kedurhakaan Iblis                        | 62 | :3 |
| Akibat tidak Mengindahkan Peringatan Allah swt                 |    |    |
| Kisah Nabi Musa dan Khidir a.s.                                | 63 | 4  |
| Khidir Membocorkan Perahu dan Membunuh Seorang Anak            | 64 | 2  |
|                                                                |    |    |
| Daftar Kepustakaan                                             |    |    |
| Indeks                                                         | 65 | 1  |



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### **KATA SAMBUTAN**

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyambut baik penyempurnaan dan penerbitan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang disusun oleh para pakar dan ulama Indonesia secara bersama-sama di bawah koordinasi Departemen Agama Republik Indonesia. Penyempurnaan dan penerbitan Al-Quran dan Tafsirnya ini merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatakn iman, ilmu, dan amal saleh kaum muslimin di tanah air.

Bagi kaum muslimin, Al-Qur'an adalah petunjuk (*hudan*) untuk menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Al-Qur'an juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan (*tibyan*) terhadap segala sesuatu; dan pembeda (*furqan*) antara kebenaran dan kebatilan. Keindahan bahasa, kedalaman makna, keluhuran nilai, dan keragaman tema di dalam Al-Qur'an, membuat pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Qur'an tidak akan pernah kering untuk terus diperdalam, dikaji, diteliti, dan dimaknai dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an merupakan proses yang tidak pernah berakhir selama manusia hidup di muka bumi ini.

Saya dan segenap kaum muslimin di Indonesia, tentu sangat bangga karena para ulama kita telah mampu melahirkan Tafsir al-Qur'an dalam bahasa Indonesia yang sangat lengkap dan monumental. Para ulama terkemuka, seperti Prof. Dr. Mahmud Yunus, Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddiqy, Prof. Dr. Hamka, dan Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, misalnya, telah memberikan kontribusi pemikiran yang sangat besar dalam menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an, baik dlam bentuk terjemahan maupun tafsir.

Karya besar para ulama kita itu patut kita hargai dan kita hormati sebagai mahakarya bagi pencerdasan spiritual umat, bangsa, dan negara. Melalui penerbitan Al-Qur'an dan Tafsirnya ini, tidak hanya menambah khazanah intelektual umat Islam di Indonesia, tetapi juga menambah kekayaan khazanah intelektual dunia di bidang tafsir Al-Qur'an dalam berbagai bahasa, selain bahasa Arab.

Kita juga bersyukur, bahwa pembangunan keagamaan di tanah air kita semakin meningkat. Pembangunan keagamaan, selain mencakup dimensi spiritual tetapi juga mencakup dimensi peningkatan harmonisasi antarkelompok masyarakat di tengah realitas kemajemukan sosial. Karena itulah, kehadiran Tafsir Al-Qur'an ini selain merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan kitab suci dan tafsirnya bagi umat Islam, juga merupakan upaya untuk mendorong peningkatan ahlak mulia bagi sebuah bangsa yang besar dan bermartabat.

Melalui ketersediaan Tafsir Al-Qur'an ini, diharapkan kaum muslimin dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya yakin, pembangunan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama seperti terkandung dalam Al-qur'an, kitab suci umat Islam, dapat menghantarakan kepada cita-cita pembangunan yang diridhai Allah SWT. Cita-cita untuk mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa robbun ghofur.

Akhirnya, atas nama negara, pemerintah, dan pribadi, saya ucapkan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang tulus kepada para ulama dan semua pihak yang telah bekerja keras tidak kenal lelah dalam penyusunan, penyempurnaan, dan penerbitan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh para ulama dan semua pihak dalam menyempurnakan karya yang monumental ini, dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan solihan (amal yang saleh), teriring doa *Jazaakumullahu khairan katsiro*.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 26 Desember 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

OB Juddonal



## SAMBUTAN MENTERI AGAMA PADA PENERBITAN AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA DEPARTEMEN AGAMA RI (Edisi Yang Disempurnakan)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Penerbitan Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) jilid I sampai dengan 10 dari juz 1 sampai dengan 30, merupakan realisasi program Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kitab suci bagi umat beragama. Diharapkan dengan penerbitan ini akan dapat membantu umat Islam untuk memahami kandungan Kitab Suci Al-Qur'an secara lebih mendalam.

Berdasarkan masukan, saran dan usul dari para ulama Al-Qur'an dan masyarakat, Departemen Agama telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan Tafsir Al-qur'an secara menyeluruh dan bertahap yang pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 280 Tahun 2003.

Kehadiran Al-Qur'an dan Tafsirnya yang secara keseluruhan telah selesai diterbitkan, sangat membantu masyarakat untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun disadari bahwa Tafsir Al-Qur'an yang aslinya berbahasa Arab itu, penerjemahannya dalam bahasa Indonesia tidak akan dapat sepenuhnya sesuai dengan maksud kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi yang paling utama adalah keterbatasan pengetahuan penerjemah dan penafsir untuk mengetahui secara tepat maksud Al-Qur'an sebagai *kalamullah*. Di samping itu, keterbatasan kosa kata bahasa Indonesia yang dapat mewadahi konsepkonsep Al-Qur'an dirasakan banyak mempengarui hasil terjemahan tersebut.

Dengan selesainya pekerjaan besar yang dilakukan oleh seluruh anggota tim dalam rangka penyediaan Tafsir Al-Qur'an Edisi Yang Disempurnakan ini, yang penerbitannya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, saya menyambut gembira dan merasa berbahagia atas penerbitan Al-Qur'an dan Tafsirnya bersama buku Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya. Saya memberikan apresiasi dan pengharagaan yang tulus dan ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Tim Penyempurna Tafsir ini serta kepada Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama yang telah bekerja keras untuk menerbitkan dan mencetak Tafsir Al-Qur'an ini dengan lengkap dan baik. Semoga seluruh upaya dan pekerjaan yang dilakukan menjadi amal saleh bagi semua pihak yang telah memberikan sumbangannya.

Akhirnya, saya berharap dengan hadirnya Al-Qur'an dan Tafsir serta buku Mukadimahnya yang diterbitkan secara lengkap, akan dapat meningkatkan semangat umat Islam Indonesia untuk lebih giat mempelajari Kitab Suci Al-Qur'an, memahami, menghayati dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah SWT meridhoi amal usaha kita.

Jakarta, 19 Desember 2008 Menteri Agama RI,

Tuhammad M. Basyuni

xviii

#### SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT DEPARTEMEN AGAMA RI

#### بسم الله الرحمن الرحيم

Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam yang berisi pokok-pokok ajaran tentang akidah, syari'ah, akhlak, kisah-kisah dan hikmah dengan fungsi pokoknya sebagai *hudan*, yaitu petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai kitab suci, Al-Qur'an harus dimengerti maknanya dan dipahami dengan baik maksudnya oleh setiap orang Islam untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan seharihari.

Bagi sebagian besar umat Islam Indonesia, memahami Al-Qur'an dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab tidaklah mudah, karena itulah diperlukan terjemah Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia. Tetapi bagi mereka yang hendak mempelajari Al-Qur'an secara lebih mendalam tidak cukup dengan sekedar terjemah, melainkan juga diperlukan adanya tafsir Al-Qur'an, dalam hal ini tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia.

Untuk menghadirkan tafsir Al-Qur'an, Menteri Agama membentuk tim penyusun Al-Qur'an dan Tafsirnya yang disebut Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. dengan KMA No. 90 Tahun 1972, kemudian disempurnakan dengan KMA No. 8 Tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani dan selanjutnya disempurnakan dengan KMA No. 30 Tahun 1980 dengan ketua tim Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML.

Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama juga hadir secara bertahap. Pencetakan pertama kali dilakukan pada tahun 1975 berupa jilid I yang memuat juz 1 sampai dengan juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya. Untuk pencetakan secara lengkap 30 juz baru dilakukan pada tahun 1980 dengan format dan kualitas yang sederhana. Kemudian pada penerbitan berikutnya secara bertahap dilakukan perbaikan atau penyempurnaan di sana sini yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an – Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan. Perbaikan tafsir yang relatif agak luas pernah dilakukan pada tahun 1990, tetapi juga tidak mencakup perbaikan yang sifatnya substansial, melainkan lebih banyak pada aspek kebahasaan.

Sungguhpun demikian tafsir tersebut telah beberapa kali dicetak dan diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh kalangan penerbit swasta dan mendapat sambutan cukup baik dari masyarakat. Untuk itu sepantasnya kita memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah ikut meletakkan dasar bagi tafsir Al-Qur'an di Indonesia, semoga menjadi amal saleh bagi mereka.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, Departemen Agama selanjutnya melakukan upaya penyempurnaan tafsir Al-Qur'an secara menyeluruh yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Agama RI dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 280 Tahun 2003. Tim penyempurnaan tafsir ini diketuai oleh Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA dengan anggota terdiri dari para cendikiawan dan ulama ahli Al-Qur'an, dengan target setiap tahun dapat menyelesaikan 6 juz, sehingga diharapkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2007.

Penyempurnaan tafsir Al-Qur'an secara menyeluruh dirasakan perlu, sesuai perkembangan bahasa, dinamika masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mengalami kemajuan pesat bila dibanding saat pertama kali tafsir tersebut diterbitkan, sekitar hampir 30 tahun yang lalu.

Untuk memperoleh masukan dari para ulama dan pakar tentang tafsir Al-Qur'an Departemen Agama, telah diadakan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an yang berlangsung tanggal 28 s.d. 30 April 2003 di Wisma Depertemen Agama Tugu, Bogor dan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi dan yang paling pokok adalah merekomendasikan perlunya dilakukan penyempurnaan tafsir tersebut. Muker Ulama Al-Qur'an telah berhasil pula merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir, yang kemudian menjadi acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk jadwal penyelesaian. Muker Ulama telah pula diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 18 Mei 2005 di Palembang, tanggal 5 s.d. 7 September 2005 di Surabaya dan tanggal 8 s.d. 10 Mei 2006 di Yogyakarta, tanggal 21 s.d. 23 Mei 2007 di Gorontalo, dan tanggal 21 s.d. 23 Mei 2008 di Banjarmasin, dengan tujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk penerbitan tafsir edisi berikutnya.

Kegiatan penyempurnaan tafsir ini sejak tahun 2003 dikoordinasikan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan dan sejak tahun 2007 dikoordinasikan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI yang salah satu cakupan tugasnya adalah melakukan kajian di bidang kitab suci, termasuk kajian terhadap tafsir Al-Qur'an. Penyempurnaan tafsir Al-Qur'an ini adalah bagian yang penting dari kajian yang dilakukan sebagai upaya nyata untuk memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat di bidang pemahaman kitab suci Al-Qur'an.

Kami menyambut baik hadirnya penerbitan perdana tafsir juz 25-30 yang disempurnakan ini, setelah sebelumnya pada tahun 2004 telah pula diterbitkan perdana tafsir juz 1-6, dan pada tahun 2005 diterbitkan juz 7-12, pada tahun 2006 diterbitkan perdana tafsir juz 13-18, dan pada tahun 2007 diterbitkan perdana juz 19-24 yang disempurnakan. Untuk setiap kali penerbitan perdana sengaja dicetak dalam jumlah terbatas oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama dalam rangka memperoleh masukan yang lebih luas dari unsur masyarakat antara lain ulama dan pakar tafsir Al-

Qur'an, pakar hadis, pakar sejarah dan bahasa Arab, pakar IPTEK, dan pemerhati tafsir Al-Qur'an, sebelum dilakukan penerbitan secara massal oleh Ditjen Bimas Islam Departemen Agama dan para penerbit Al-Qur'an di Indonesia. Pada tahun 2008 ini juga diterbitkan perdana buku Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya secara tersendiri.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada Menteri Agama, yang telah memberikan arahan dan dukungan yang besar bagi penyempurnaan tafsir ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada ketua dan seluruh anggota Tim Penyempurnaan Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama, dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, serta para alim ulama dan semua pihak yang telah membantu tugas penyempurnaan dan penerbitan tafsir ini. Semoga upaya tersebut mendapat rida dari Allah swt dan menjadi amal saleh.

Jakarta, 1 Juni 2008

Kepala,

rof. Dr. H. M. Atho Mudzhar

NIP. 150077526

#### KATA PENGANTAR KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN KEMENTERIAN AGAMA RI

بسم الله الرحمن الرحيم

Setelah berhasil menyelesaikan penyempurnaan *Al-Qur'an dan Terjemahnya* secara menyeluruh yang dilakukan selama 5 tahun (1998-2002) dan telah dilakukan cetak perdana tahun 2004 yang peluncurannya dilakukan oleh Menteri Agama pada tanggal 30 Juni 2004, Departemen Agama melanjutkan kegiatan yang lain berkaitan dengan Al-Qur'an, yaitu penyempurnaan tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia, yang telah hadir sejak hampir 30 tahun yang lalu.

Pada mulanya, untuk menghadirkan *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Menteri Agama pada tahun 1972 membentuk tim penyusun yang disebut Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. dengan KMA No. 90 Tahun 1972, kemudian disempurnakan dengan KMA No. 8 Tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani dan selanjutnya disempurnakan lagi dengan KMA No. 30 Tahun 1980 dengan ketua tim Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. Susunan tim tafsir tersebut sebagai berikut:

| 1.  | Prof. K.H. Ibrahim Husein, LML. | Ketua merangkap anggota |
|-----|---------------------------------|-------------------------|
| 2.  | K.H. Syukri Ghazali             | Wakil Ketua merangkap   |
|     |                                 | anggota                 |
| 3.  | R.H. Hoesein Thoib              | Sekretaris merangkap    |
|     |                                 | anggota                 |
| 4.  | Prof. H. Bustami A. Gani        | Anggota                 |
| 5.  | Prof. Dr. K.H. Muchtar Yahya    | Anggota                 |
| 6.  | Drs. Kamal Muchtar              | Anggota                 |
| 7.  | Prof. K.H. Anwar Musaddad       | Anggota                 |
| 8.  | K.H. Sapari                     | Anggota                 |
| 9   | Prof. K.H.M. Salim Fachri       | Anggota                 |
| 10  | K.H. Muchtar Lutfi El Anshari   | Anggota                 |
| 11  | Dr. J.S. Badudu                 | Anggota                 |
| 12  | H.M. Amin Nashir                | Anggota                 |
| 13  | H. A. Aziz Darmawijaya          | Anggota                 |
| 14  | K.H.M. Nur Asjik, MA            | Anggota                 |
| 15. | K.H.A. Razak                    | Anggota                 |

Kehadiran tafsir Al-Qur'an Departemen Agama pada awalnya tidak secara utuh dalam 30 juz, melainkan bertahap. Pencetakan pertama kali dilakukan pada tahun 1975 berupa jilid I yang memuat juz 1 sampai dengan juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya dengan format dan kualitas yang sederhana. Kemudian pada penerbitan

berikutnya secara bertahap dilakukan perbaikan atau penyempurnaan di sana sini yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat. Perbaikan tafsir yang relatif agak luas pernah dilakukan pada tahun 1990, tetapi juga tidak mencakup perbaikan yang sifatnya substansial, melainkan lebih banyak pada aspek kebahasaan.

Sungguh pun demikian tafsir tersebut telah berulang kali dicetak dan diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh kalangan penerbit swasta dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Untuk itu sepantasnya kita memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah ikut meletakkan dasar bagi tafsir Al-Qur'an di Indonesia.

Dalam upaya menyediakan kebutuhan masyarakat di bidang pemahaman Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama melakukan upaya penyempurnaan tafsir Al-Qur'an yang bersifat menyeluruh. Kegiatan tersebut diawali dengan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an pada tanggal 28 s.d. 30 April 2003 yang telah menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan penyempurnaan *Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama* serta merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir, yang kemudian menjadi acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk jadwal penyelesaian.

Adapun aspek-aspek yang disempurnakan dalam perbaikan tersebut meliputi :

- 1. Aspek bahasa, yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan bahasa Indonesia pada zaman sekarang.
- 2. Aspek substansi, yang berkenaan dengan makna dan kandungan ayat.
- 3. Aspek munasabah dan asbab nuzul.
- 4. Aspek penyempurnaan hadis, melengkapi hadis dengan sanad dan rawi.
- 5. Aspek transliterasi, yang mengacu kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB dua Menteri tahun 1987.
- 6. Dilengkapi dengan kajian ayat-ayat kauniyah yang dilakukan oleh tim pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- 7. Teks ayat Al-Qur'an menggunakan rasm Usmani, diambil dari Mushaf Al-Qur'an Standar yang ditulis ulang.
- 8. Terjemah Al-Qur'an menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama yang disempurnakan (Edisi 2002).
- 9. Dilengkapi dengan kosakata, yang fungsinya menjelaskan makna lafal tertentu yang terdapat dalam kelompok ayat yang ditafsirkan.
- 10. Pada bagian akhir setiap jilid diberi indeks.
- 11.Diupayakan membedakan karakteristik penulisan teks Arab, antara kelompok ayat yang ditafsirkan, ayat-ayat pendukung dan penulisan teks hadis.

Sebagai tindak lanjut Muker Ulama Al-Qur'an tersebut Menteri Agama telah membentuk tim dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 280 Tahun 2003, dan kemudian ada penyertaan dari LIPI yang susunannya sebagai berikut:

| 1.  | Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar            | Pengarah             |
|-----|----------------------------------------|----------------------|
| 2.  | Prof. H. Fadhal AE. Bafadal, M.Sc.     | Pengarah             |
| 3.  | Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A.      | Ketua merangkap      |
|     |                                        | anggota              |
| 4.  | Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A.     | Wakil Ketua          |
|     |                                        | merangkap anggota    |
| 5.  | Drs. H. Muhammad Shohib, M.A.          | Sekretaris merangkap |
|     |                                        | anggota              |
| 6.  | Prof. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi, M.A | Anggota              |
| 7.  | Prof. Dr. H. Salman Harun              | Anggota              |
| 8.  | Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi         | Anggota              |
| 9.  | Dr. H. Muslih Abdul Karim              | Anggota              |
| 10. | Dr. H. Ali Audah                       | Anggota              |
| 11. | Dr. Muhammad Hisyam                    | Anggota              |
| 12. | Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA   | Anggota              |
| 13. | Prof. Dr. H.M. Salim Umar, M.A.        | Anggota              |
| 14. | Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA         | Anggota              |
| 15. | Drs. H. Sibli Sardjaja, LML            | Anggota              |
| 16. | Drs. H. Mazmur Sya'roni                | Anggota              |
| 17. | Drs. H.M. Syatibi AH.                  | Anggota              |

#### Staf Sekretariat:

- 1. Drs. H. Rosehan Anwar, APU
- 2. Abdul Azz Sidqi, M.Ag
- 3. Jonni Syatri, S.Ag
- 4. Muhammad Musadad, S.TH.I

Tim tersebut didukung oleh Menteri Agama selaku Pembina, K.H. Sahal Mahfudz, Prof. K.H. Ali Yafie, Prof. Drs. H. Asmuni Abd. Rahman, Prof. Drs. H. Kamal Muchtar, dan K.H. Syafi'i Hadzami (Alm.) selaku Penasehat, serta Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA selaku Konsultan Ahli/Narasumber.

Ditargetkan setiap tahun tim ini dapat menyelesaikan 6 juz, sehingga diharapkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2007.

Pada tahun 2007 tim tafsir telah menyelesaikan seluruh kajian dan pembahasan juz 1 s.d. 30, yang hasilnya diterbitkan secara bertahap. Pada tahun 2004 diterbitkan juz 1 s.d 6, pada tahun 2005 telah diterbitkan juz 7 s.d 12 dan pada tahun 2006 ini diterbitkan juz 13 s.d. 18, pada tahun 2007

diterbitkan juz 19 s.d. 24, dan pada tahun 2008 diterbitkan juz 25 s.d. 30. Setiap cetak perdana sengaja dilakukan dalam jumlah yang terbatas untuk disosialisasikan agar mendapat masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan selanjutnya. Dengan demikian kehadiran terbitan perdana terbuka untuk penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagai respon atas saran dan masukan dari para pakar, penyempurnaan Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama telah memasukkan kajian ayat-ayat kauniyah atau kajian ayat dari perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini dilakukan oleh tim pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yaitu:

| 1. | Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Apt, M.Sc. | Pengarah          |
|----|---------------------------------------------|-------------------|
| 2. | Dr. H. Hery Harjono                         | Ketua merangkap   |
|    |                                             | anggota           |
| 3. | Dr. H. Muhammad Hisyam                      | Sekretaris        |
|    |                                             | merangkap anggota |
| 4. | Dr. H. Hoemam Rozie Sahil                   | Anggota           |
| 5. | Dr. H. A. Rahman Djuwansah                  | Anggota           |
| 6. | Prof. Dr. Arie Budiman                      | Anggota           |
| 7. | Ir. H. Dudi Hidayat, M.Sc.                  | Anggota           |
| 8. | Prof. Dr. H. Syamsul Farid Ruskanda         | Anggota           |

Tim LIPI dalam melaksanakan kajian ayat-ayat kauniyah dibantu oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang pada waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. H. Said Djauharsyah Jenie, ScM, SeD.

#### Staf Sekretariat:

- 1. Dra. E. Tjempakasari, M.Lib.
- 2. Drs. Tjetjep Kurnia

Untuk memperoleh masukan dari para ulama dan pakar tentang tafsir Al-Qur'an Departemen Agama yang disempurnakan, telah diadakan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an. Muker Ulama secara berturut-turut telah diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 18 Mei 2005 di Palembang, tanggal 5 s.d. 7 September 2005 di Surabaya, tanggal 8 s.d. 10 Mei 2006 di Yogyakarta, tanggal 21 s.d. 23 Mei 2007 di Gorontalo, tanggal 21 s.d. 23 Mei 2008 di Banjarmasin, dan tanggal 23 s.d. 25 Maret 2009 di Cisarua Bogor dengan tujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk penerbitan tafsir edisi berikutnya.

Demikian, semoga Al-Qur'an dan Tafsirnya yang disempurnakan ini memberikan manfaat dan panduan bagi mereka yang ingin mengetahui kandungan dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada Menteri Agama, yang telah memberikan petunjuk dan dukungan yang besar bagi penyempurnaan tafsir ini. Demikian juga kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar atas saran-saran dan dukungan yang diberikan bagi terlaksananya tugas ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh anggota Tim Penyempurnaan Tafsir Al-Qur'an Departeman Agama, juga kepada Tim kajian ayat-ayat kauniyah dari LIPI. Semoga upaya tersebut mendapat rida dari Allah swt dan menjadi amal saleh.

Mushal Al-Gorian

Jakarta, Mei 2010 Ketua Lajnah Pentashih

Aushaf Al-Qur'an

Lainute Pentashihan

rs/H. Muhammad Shohib, MA 19. 19540709 198603 1 002

#### KATA PENGANTAR Ketua Tim Penyempurnaan Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama RI



Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril a.s., yang berfungsi sebagai hidayah atau petunjuk bagi segenap manusia. Nabi Muhammad saw sebagai pembawa pesan-pesan Allah diberi tugas oleh Allah untuk mensosialisasikan pesan-pesan Al-Qur'an kepada segenap manusia. Nabi Muhammad telah melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya melalui berbagai macam cara, antara lain:

Pertama, mengajarkan bacaan Al-Qur'an kepada para sahabatnya. Pada mulanya bacaan yang diajarkan adalah bacaan yang sesuai dengan dialek kabilah Quraisy. Namun setelah beberapa waktu lamanya, Nabi membacakannya kepada para sahabatnya dengan bacaan-bacaan dalam versi lain yang sesuai dengan dialek dari kabilah lain seperti dialek dari kabilah Tamim, Sa'd, Hawazin, dan lain sebagainya, agar mereka bisa memilih sendiri mana bacaan yang paling mudah bagi mereka.

*Kedua*, Nabi mengambil beberapa sahabatnya yang senior untuk bisa menggantikan beliau dalam pengajaran bacaan Al-Qur'an kepada sahabat yang lebih yunior, mengingat jumlah kaum Muslimin bertambah banyak. Di antara mereka adalah: Sahabat Abu Bakar, Umar, Usman, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya.

*Ketiga*, Nabi menugaskan kepada sebagian sahabatnya untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitar Medinah, seperti pada kisah Perang Bi'r Ma'unah.

*Keempat*, Nabi menugaskan kepada sebagian sahabatnya untuk menuliskan Al-Qur'an ke dalam benda-benda yang bisa ditulis seperti pelepah kurma, batu-batu putih yang tipis, tulang-belulang, kulit binatang dan lain sebagainya. Diriwayatkan bahwa penulis wahyu berjumlah kurang lebih 40 orang.

*Kelima*, Nabi selalu menghimbau kepada para sahabatnya untuk mempelajari Al-Qur'an atau mengajarkannya kepada orang lain. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an dikategorikan oleh Nabi sebagai orangorang yang terbaik.

Keenam, Nabi menafsirkan Al-Qur'an kepada para sahabatnya melalui berbagai macam penafsiran, baik dengan tindakan nyata atau penjelasan secara lisan terhadap beberapa ungkapan yang ada dalam Al-Qur'an,

sehingga ungkapan-ungkapan yang masih global bisa diketahui maksud dan tujuannya.

Itulah beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kegiatan Nabi dalam rangka sosialisasi Al-Qur'an kepada generasi pertama dalam Islam, sehingga pada saat Nabi meninggal, Al-Qur'an sudah selesai ditulis semua, banyak sahabat yang sudah hafal Al-Qur'an, dan mereka pun sudah banyak mengetahui isi dan kandungan Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi. Mereka adalah generasi yang telah merefleksikan Al-Qur'an dalam kehidupan mereka sehingga mereka layak disebut sebagai generasi terbaik.

Setelah masa Nabi ini, ilmu tafsir mengalami kemajuan yang cukup pesat, dimulai dari *tafs³r bil ma'fur*, puncaknya pada masa Ibnu Jar³r A⁻-° abar³ (w. 310 H) dengan tafsirnya *Jam³'ul Bay±n*. Kemudian muncul aliran dan corak tafsir lain, baik yang bercorak bahasa, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Aliran-aliran dalam Islam seperti Syi'ah, Mu'tazilah, dan Khawarij, mempunyai peran yang cukup berarti dalam memperkaya khazanah penafsiran Al-Qur'an. Masa kejayaan penafsiran Al-Qur'an berlangsung cukup lama, yaitu kira-kira sampai abad ke-7 Hijrah. Setelah itu, penafsiran Al-Qur'an mengalami stagnasi yang juga cukup lama. Pada masa stagnasi ini, penulisan tafsir tidak mengalami kemajuan yang berarti. Penulis tafsir hanya mengulang pemikiran lama dengan meringkas kitab tafsir terdahulu atau memberikan komentar atas tafsir terdahulu.

Kemudian bersamaan dengan munculnya kesadaran baru di dunia Islam, yaitu sekitar pertengahan abad ke-19 dan seterusnya, muncul gagasan untuk menggali "api" Islam melalui penafsiran Al-Qur'an. *Tafsir Al-Man±r* sebagai karya perpaduan antara semangat pembaharuan Jamaluddin Al-Afgani, lalu kemerdekaan berpikirnya Muhammad Abduh yang menggunakan metode *bal±g³*, bercorak *hid±¹³* dengan pena Rasyid Ri«a yang kental dengan nuansa *tafs³r bil ma¹£µr*, adalah salah satu dari sedikit tafsir yang menggugah banyak kalangan untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan semangat pengetahuan. Gaya penafsiran Rasyid Ri«a akhirnya ditiru oleh banyak penafsir setelahnya, antara lain adalah *Tafs³r Al-Mar±q³*.

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci bukan untuk satu generasi saja tapi untuk beberapa generasi, dan bukan untuk bangsa Arab saja tapi untuk segenap umat manusia, termasuk di dalamnya adalah bangsa Indonesia terutama kaum Musliminnya, sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang (Al-Qur'an ini) sampai kepadanya". (al-An'±m/6: 19)

Mengingat Al-Qur'an adalah berbahasa Arab, maka sosialisasinya harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh pembaca Al-Qur'an di manapun mereka berada. Dalam hal ini, para ulama di satu daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memasyarakatkan Al-Qur'an.

Berkaitan dengan ini, Departemen Agama Republik Indonesia mempunyai tugas sosialisasi Kitab Suci Al-Qur'an ini kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Salah satu cara sosialisasi tersebut adalah dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, dan yang sekarang sedang dikerjakan adalah penyempurnaan tafsir Departemen Agama. Dasar pemikiran tentang perlunya mengadakan penyempurnaan tafsir Departemen Agama ini bahwa bagaimanapun juga sebuah penafsiran terhadap teks keagamaan, dalam hal ini Al-Qur'an, adalah usaha manusia yang sangat terpengaruh oleh kondisi zaman di mana tafsir itu dibuat. Adanya berbagai macam aliran dan corak dalam tafsir seperti tafsir yang bercorak fikih, bahasa, tasawuf, dan lain sebagainya memperlihatkan hal tersebut.

Perkembangan zaman telah mendorong beberapa pihak menyarankan untuk menyempurnakan kembali tafsir Departemen Agama yang sudah ada. Hal ini bukan karena tafsir yang sudah ada sudah tidak relevan lagi. Tafsir yang sudah ada masih relevan untuk kondisi saat ini, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di sana-sini agar pembaca pada masa kini mendapatkan hal-hal yang baru dengan gaya bahasa yang cocok untuk kondisi masa kini pula.

Dengan melihat hal-hal tersebut, maka Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 280 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Departemen Agama. Tim Penyempurnaan Tafsir ini terdiri dari para cendikiawan dan ulama ahli Al-Qur'an yang menjadi guru besar di berbagai perguruan tinggi agama Islam di Indonesia.

#### Hal-hal yang diperbaiki

Di bawah ini akan dijelaskan tentang beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Tafsir Departemen Agama.

Susunan tafsir pada edisi penyempurnaan tidak berbeda dari tafsir yang sudah ada, yaitu terdiri dari mukadimah yang berisi tentang: nama surah, tempat diturunkannya, banyaknya ayat, dan pokok-pokok isinya. Mukadimah akan dihadirkan setelah penyempurnaan atas ke-30 juz tafsir selesai dilaksanakan. Setelah itu penyempurnaan tafsir dimulai dengan mengetengahkan beberapa pembahasan yaitu dimulai dari judul, penulisan kelompok ayat, terjemah, kosakata, munasabah, sabab nuzul, penafsiran, dan diakhiri dengan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, baiklah dijelaskan di sini tentang perbaikan yang dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Tafsir Departemen Agama.

#### Pertama: Judul

Sebelum memulai penafsiran, ada judul yang disesuaikan dengan kandungan kelompok ayat yang akan ditafsirkan. Dalam tafsir penyempurnaan ada perbaikan judul dari segi struktur bahasa. Tim Penyempurnaan Tafsir kadangkala merasa perlu untuk mengubah judul jika hal itu diperlukan, misalnya judul yang ada kurang tepat dengan kandungan ayat-ayat yang akan ditafsirkan.

#### *Kedua*: Penulisan Kelompok Ayat

Dalam penulisan kelompok ayat ini, *rasm* yang digunakan adalah *rasm* dari Mushaf Standar Indonesia yang sudah banyak beredar dan terakhir adalah mushaf yang ditulis ulang (juga Mushaf Standar Indonesia) yang diwakafkan dan disumbangkan oleh Yayasan "Iman Jama" kepada Departemen Agama untuk dicetak dan disebarluaskan. Dalam kelompok ayat ini, tidak banyak mengalami perubahan. Hanya jika kelompok ayatnya terlalu panjang, maka tim merasa perlu membagi kelompok ayat tersebut menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan judul baru.

#### Ketiga: Terjemah

Dalam menerjemahkan kelompok ayat, terjemah yang dipakai adalah *Al-Qur'an dan Terjemahnya* edisi 2002 yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama pada tahun 2004.

#### Keempat: Kosakata

Pada Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama lama tidak ada penyertaan kosakata ini. Dalam edisi penyempurnaan ini, tim merasa perlu mengetengahkan unsur kosakata ini. Dalam penulisan kosakata, yang diuraikan terlebih dahulu adalah arti kata dasar dari kata tersebut, lalu diuraikan pemakaian kata tersebut dalam Al-Qur'an dan kemudian mengetengahkan arti yang paling pas untuk kata tersebut pada ayat yang sedang ditafsirkan. Kemudian jika kosakata tersebut diperlukan uraian yang lebih panjang, maka diuraikan sehingga bisa memberi pengertian yang utuh tentang hal tersebut.

#### Kelima: Munasabah

Sebenarnya ada beberapa bentuk munasabah atau keterkaitan antara ayat dengan ayat berikutnya atau antara satu surah dengan surah berikutnya. Seperti munasabah antara satu surah dengan surah berikutnya, munasabah antara awal surah dengan akhir surah, munasabah antara akhir surah dengan awal surah berikutnya, munasabah antara satu ayat dengan ayat berikutnya, dan munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. Yang dipergunakan dalam tafsir ini adalah dua macam saja, yaitu munasabah antara satu surah dengan surah sebelumnya dan munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya.

Keenam: Sabab Nuzul

Dalam tafsir penyempurnaan ini, sabab nuzul dijadikan sub tema. Jika dalam kelompok ayat ada beberapa riwayat tentang sabab nuzul maka sabab nuzul yang pertama yang dijadikan sub judul. Sedangkan sabab nuzul berikutnya cukup diterangkan dalam tafsir saja.

Ketujuh: Tafsir

Secara garis besar penafsiran yang sudah ada tidak banyak mengalami perubahan, karena masih cukup memadai sebagaimana disinggung di muka. Jika ada perbaikan adalah pada perbaikan redaksi, atau menulis ulang terhadap penjelasan yang sudah ada tetapi tidak mengubah makna, atau meringkas uraian yang sudah ada, membuang uraian yang tidak perlu atau uraian yang berulang-ulang, atau membuang uraian yang tidak terkait langsung dengan ayat yang sedang ditafsirkan, men-takhrij hadis atau ungkapan yang belum di-takhrij, atau mengeluarkan hadis yang tidak sahih.

Tafsir ini juga berusaha memasukkan corak tafsir 'ilm³ atau tafsir yang bernuansa sains dan teknologi secara sederhana sebagai refleksi atas kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini dan juga untuk mengemukakan kepada beberapa kalangan saintis bahwa Al-Qur'an berjalan seiring bahkan memacu kemajuan teknologi. Dalam hal ini kajian ayat-ayat kauniyah dilakukan oleh tim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Kedelapan: Kesimpulan

Tim juga banyak melakukan perbaikan dalam kesimpulan. Karena tafsir ini bercorak *hid±'3*, maka dalam kesimpulan akhir tafsir ini juga berusaha mengetengahkan sisi-sisi hidayah dari ayat yang telah ditafsirkan.

#### Penutup

Demikianlah penyempurnaan yang telah dilakukan oleh tim. Betapapun demikian, kami masih merasa bahwa tafsir edisi penyempurnaan inipun masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, besar harapan kami adanya kritikan dan saran dari pembaca agar saran-saran tersebut menjadi pertimbangan tim untuk melakukan perbaikan pada masa-masa yang akan datang. Akhirnya kami hanya mengucapkan:

ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه أنيب (هود: ٨٨)

Jakarta, 1 Juni 2008

Ketua Tim,

Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA

apron

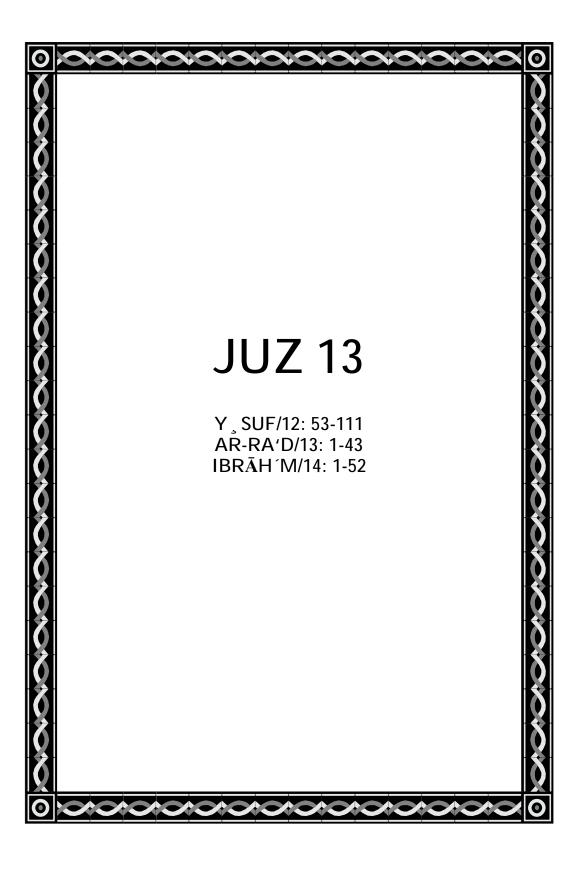

#### **JUZ 13**

#### NAFSU CENDERUNG JAHAT

# ۅؘڡؘٵۧٲڹۘڗؚؿؙ۠ٛڹؘڡٛ۬ٮؚؿۣٵؚڽۜٙٵڶنۜڡؙڛؘڵٲڡٵۯٷٛؖٛٵؚؚؚٳڶۺؙۅٞۼؚٳڵڷڡٵۯڿؠٙڔٙؾۣؖ۠ٵؚڹۜۧڔؾؚ ۼؘڡؙؙٷۯڗڿؿؙؖ۞

#### Terjemah

(53) Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kosakata: An-Nafs النَّفْس (Yusuf/12: 53)

An-Nafs adalah bentuk mufrad, jamaknya nufus atau anfus. Akar kata yang terdiri dari (ن- ف- س) secara kebahasaan berarti keluarnya sesuatu yang semilir baik berupa angin atau lainnya (khuruju syai kaifa kana). Roh atau jiwa disebut *nafs*, karena masuk dan keluarnya roh ke dalam jasad selalu dengan lembut (lih. Surah asy-Syams/91: 7, at-Takw<sup>3</sup>r/81: 7). Napas juga terkait dengan arti asal ini karena napas seseorang yang berupa udara atau angin yang keluar masuk melalui tenggorokan berlangsung dengan lembut. Nafs juga bisa berarti diri (lih. at-Taubah/9: 128), dan darah.

Kata *nafs* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 295 kali dalam berbagai bentuknya dalam 63 surah. Al-Qur'an menyebutkan ada tiga macam *nafs*. Pertama: an-nafs al-ammarah (Yusuf/12: 53) yaitu jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Kedua: an-nafs al-lawwamah (al-Qiy±mah/75: 2) yaitu jiwa yang banyak menyesali dirinya sendiri, baik sewaktu mengerjakan kebaikan atau kejelekan. Jika berbuat kebaikan, dia menyesal kenapa tidak berbuat lebih banyak, apalagi jika berbuat kejelekan. Ketiga: an-nafs al-mu mainnah (al-Fajr/89: 27) yaitu jiwa yang tenang. Dari ketiga macam nafs tersebut yang paling rendah adalah an-nafs al-ammarah, kemudian an-nafs al-lawwamah, karena ada pertanda baik, dan tertinggi adalah an-nafs al-mu<sup>-</sup>mainnah. Nafs atau jiwa manusia pada dasarnya netral, manusialah yang mewarnainya, jika mau menyucikannya dia akan beruntung, namun jika dia mengotorinya dia akan celaka. (Lih. asy-Syams/91: 7-10).

#### Munasabah

Pada ayat sebelum ini, disebutkan pernyataan Yusuf bahwa dia betulbetul tidak berkhianat kepada al-'Az³z ketika al-'Az³z tidak berada di rumah. Pada ayat ini, Allah menerangkan lanjutan pernyataan Yusuf bahwa dia sebagai manusia juga memiliki nafsu yang cenderung mengikuti kejahatan kecuali jika mendapat rahmat dan perlindungan Allah. Yusuf memang mendapat rahmat dan perlindungan Allah sehingga nafsu yang ada pada diri Yusuf tidak membuatnya terjerumus pada kejahatan.

#### Tafsir

(53) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Yusuf sebagai manusia mengakui bahwa setiap nafsu cenderung dan mudah disuruh untuk berbuat jahat kecuali jika diberi rahmat dan mendapat perlindungan dari Allah. Yusuf selamat dari godaan istri al-'Az³z karena limpahan rahmat Allah dan perlindungan-Nya, meskipun sebagai manusia Yusuf juga tertarik pada istri al-'Az³z sebagaimana perempuan itu tertarik kepadanya seperti diterangkan pada ayat 24:

## وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهَمَّ بِهِ أَ لَوُلَّا أَنْ زَاى بُرْهَانَ رَبِهِ "

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya (Yusuf). Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. (Yusuf/12: 24)

Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ayat 53 ini menerangkan pengakuan istri al-'Az³z dengan terharu dan rasa penyesalan yang mendalam bahwa dia tidak dapat membersihkan dirinya dari kesalahan dan ketelanjuran. Dia juga mengakui bahwa memang dia yang hampir mengkhianati suaminya dengan merayu Yusuf ketika suaminya tidak di rumah. Untuk menjaga nama baik diri, suami, dan keluarganya, dia menganjurkan supaya Yusuf dipenjarakan, atau ditimpakan kepadanya siksaan yang pedih. Istri al-'Az³z telah melakukan kesalahan ganda, yaitu berdusta dan menuduh orang yang jujur dan bersih serta menjebloskannya ke penjara.

Pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

#### Kesimpulan

Ada dua pendapat tentang penafsiran ayat ini, yaitu:

- 1. Yusuf mengakui bahwa manusia memang mempunyai nafsu yang cenderung kepada kejahatan, kecuali yang dirahmati dan diridai Allah.
- 2. Istri al-'Az³z terus terang mengakui kesalahannya di hadapan raja karena didorong oleh hawa nafsu dan bujukan setan.

#### YUSUF MENJADI BENDAHARA NEGARA

## وَقَالَ الْلَاكُ الْمُتُونِيْ بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِيْ فَامَّاكَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيُومَ لَدَيْنَا مَكِيْنُ الْمَانُ ﴿ وَقَالَ الْلَائِنِ الْمَانُ ﴾ قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلَى خَرَا بِنِ الْارْضِ اِنِّيْ حَفِيْظُ عَلِيهُ ﴿ ۞

Terjemah

(54) Dan raja berkata, "Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku." Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap dengan dia, dia (raja) berkata, "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya." (55) Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan."

#### Kosakata: *Khaz±'ini خَ*زَائِنِ (Yµsuf/12: 55)

Bentuk jamak dari *khiz±nah* artinya tempat untuk menyimpan atau menghimpun sesuatu. Akar katanya (¿- ¿- ) yang artinya menjaga sesuatu. *Kh±zin* adalah penjaga, jamaknya *khaz±nah*. *Khaz±inul ar«* adalah tempattempat untuk menyimpan harta perbendaharaan negara yaitu Mesir. Orang yang menjabatnya disebut bendahara negara. Arti dari ayat ini adalah sebuah permintaan agar Nabi Yusuf diberi peran mengurusi keluar masuknya uang dan tempat-tempat harta negara disimpan. Pada zaman Nabi Yusuf dan juga pada setiap zaman, menteri yang menjaga perbendaharaan negara mempunyai peran yang cukup strategis karena di tangannyalah terletak urat nadi perekonomian negara.

#### Munasabah

Ayat-ayat yang lalu menerangkan perkataan Nabi Yusuf bahwa nafsu manusia cenderung pada kejahatan kecuali jika mendapat rahmat dari Allah. Karena Nabi Yusuf adalah orang yang jujur dan setia, maka ia mendapat rahmat terhindar dari kejahatan. Ayat-ayat berikut ini menerangkan bahwa raja mengangkat Nabi Yusuf menjadi bendahara negara juga karena kejujuran dan kesetiaannya pada raja.

#### **Tafsir**

(54) Dalam suasana yang sangat mengharukan itu, raja memerintahkan supaya Yusuf dijemput dari penjara dan dibawa menghadap ke istana. Di istana, Yusuf menerangkan kepada raja semua pengalamannya semenjak dia tinggal di istana al-'Az³z sampai dia masuk penjara dan akhirnya dapat bertemu muka dengan raja. Mendengar penjelasannya, timbullah keyakinan

dalam hati raja bahwa Yusuf benar-benar seorang yang jujur dan setia, penuh rasa tanggung jawab, berbudi mulia, berilmu, dan tabah serta kuat imannya. Karena keyakinan itu, raja mengumumkan di hadapan pembesar dan pemimpin negara bahwa dia telah mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaannya. Semua urusan keuangan negara diserahkan sepenuhnya di bawah pimpinan dan tanggung jawabnya, dialah yang berhak sepenuhnya mengendalikan pemerintahan, dan satu-satunya orang yang dapat berhubungan langsung dengan raja. Menurut riwayat Ibnu 'Abb±s, "Ketika utusan raja sampai di penjara dia berkata kepada Yusuf, "Tanggalkanlah baju penjara yang engkau pakai itu, pakailah baju baru ini, dan marilah bersama saya menghadap raja." Semua penghuni penjara berdoa untuknya, demikian pula sebaliknya, Yusuf berdoa pula untuk mereka. Ketika sampai di istana, raja merasa sangat heran karena dilihatnya Yusuf masih muda (waktu itu umurnya lebih kurang 30 tahun). "Apakah dia yang masih muda ini telah dapat menakbirkan mimpiku dengan tepat, sedangkan semua ahli sihir dan pemuka agama di negeriku tidak ada yang dapat menakbirkannya." Lalu raja memerintahkan supaya dia duduk di hadapannya dan bertitah, "Janganlah engkau merasa takut." Lalu dikalungkan ke lehernya kalung emas dan diberi jubah kebesaran dari sutra. Disediakan pula untuknya kuda berpelana yang dihiasi berbagai macam hiasan dan dipukulkan genderang di seluruh pelosok negeri Mesir sebagai pertanda dan pernyataan bahwa Yusuf telah diangkat menjadi khalifah (tangan kanan) raja." Demikian riwayat Ibnu 'Abb±s. Kemudian raja bertitah, "Sejak hari ini engkau mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi kami dan kami percayakan kepadamu semua urusan negara."

(55) Kemudian raja menceritakan mimpinya kepada Yusuf dan meminta penjelasan tentang tindakan yang paling baik untuk menanggulangi tujuh tahun masa kering. Yusuf meminta kepada raja supaya semua urusan yang berhubungan dengan perekonomian negara diserahkan kepadanya agar dia dapat mengaturnya dengan sebaik-baiknya guna menghindari bahaya kelaparan, walaupun musim kemarau amat panjang. Selanjutnya Yusuf mengetengahkan rencana jangka panjangnya. Dia mengatakan bahwa dalam musim subur yang panjang itu pertanian harus ditingkatkan dan kepada seluruh rakyat diperintahkan supaya jangan ada tanah kosong yang tidak ditanami, sehingga bila datang musim kemarau yang panjang, simpanan bahan makanan yang disiapkan pada masa subur dapat diambil sedikit demi sedikit, sedang batang gandum bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak. Raja sangat gembira mendengar pendapat Yusuf dan tambah percaya pada kecerdasan dan kebijaksanaannya. Semua usul Yusuf itu dapat diterimanya. Tidak hanya urusan pertanian, bahkan semua urusan negara telah diserahkan sepenuhnya kepada Yusuf. Dengan demikian, Yusuf telah menjadi penguasa yang sangat disegani, dihormati, dan disayangi di Mesir.

#### Kesimpulan

- 1. Raja membebaskan Yusuf dari penjara dan karena raja sangat tertarik kepada kejujuran, ketabahan, sifat amanah, kecerdasan, dan ilmunya, dia diangkat menjadi tangan kanan raja dan diserahi semua urusan negara.
- 2. Setelah Raja Mesir mendengar pandangan dan usulan-usulan Yusuf, Raja menetapkannya sebagai bendahara negara yang memegang kendali perekonomian Mesir.

#### YUSUF BERKUASA KARENA RAHMAT DAN KARUNIA ALLAH

## ۅۘٙػۮ۬ڸڬٙڡؘػٞؾۜٳؽ۫ۅٛۺڡؘٙڣۣٲڵۯۻۣؾؾۜؠۊۜٲڡؚڹٛؠٵڂؿؿٛؽڞٙٳٛٷؖڹٛڝؽڹٛؠؚڔۜڂڡٙؾڬڡڹٙ ۮۜۺٵڠۅٙڵٳڹٛۻؿۼؙۘٲۼۧڔٲڶڡؙڂڛڹۣڽؙڽؘ۞ۅؘڵٲۼۯؙڵڵڿڔۊڂؽۯؖؾڷٙۮۣڽڹؗٳڡۘڹٛۅٞٳڰٵٮؙٛۅؙٳ ڽۜؾٞۘؿؙۅٛڹۜ۫۞

#### Terjemah

(56) Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini (Mesir); untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. (57) Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

Kosakata: Yatabawwa'u أَيْتَبُوَّا (Yµsuf/12: 56)

Bentuk mu«±ri' dari fi'il m±«i tabawwa'a. Akar katanya dari (---). Akar ini mempunyai dua pengertian, pertama: kembali kepada sesuatu. Kedua: berpadanannya dua hal. Pengertian pertamalah yang dimaksud ayat ini. Ungkapan maba'ah artinya tempat kembalinya satu kelompok manusia (kaum) untuk berdiam di tempat itu, baik di pegunungan maupun di lembah. Juga berarti tempat ditambatkannya unta untuk beristirahat. Kata tabawwa'a al-makan artinya dia menempati satu tempat. Dari pengertian ini ungkapan yatabawwa'u berarti Nabi Yusuf bisa menuju ke mana saja tempat yang ia kehendaki di seluruh negeri Mesir, untuk mengurus perbendaharaan negara dengan seadil-adilnya dengan menghilangkan segala macam kezaliman dan ketidakberesan. Artinya dia berkuasa penuh atas negeri Mesir.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Yusuf telah dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi tangan kanan raja sebagai penguasa yang disegani dan disayangi sehingga semua urusan negara diserahkan kepadanya. Demikian pula urusan pertanian dan penyimpanannya, pada khususnya, untuk menghadapi musim kering yang amat panjang. Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa pangkat dan kedudukan tinggi yang dicapai Yusuf itu adalah berkat rahmat dan karunia Allah kepadanya.

#### **Tafsir**

(56) Demikianlah Allah mengatur langkah demi langkah dan tahap demi tahap untuk menempatkan Yusuf pada kedudukan yang tinggi dan terhormat di Mesir dan berkuasa penuh di setiap pelosok negeri itu. Semua ini sesuai dengan sunah Allah yang dimulai dengan mimpi Nabi Yusuf melihat 11 buah bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya yang menyebabkan ayahnya Yakub bertambah sayang kepadanya sehingga saudara-saudaranya bertambah dengki terhadapnya. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh mereka, lalu diambil oleh kafilah yang hendak pergi ke Mesir, dan dijual kepada penguasa di sana (al-'Az³z) dengan harga yang amat murah. Akhirnya Yusuf menetap di istana sebagai salah seorang keluarga yang dipercaya. Kemudian ia digoda oleh istri al-'Az³z dan difitnah sehingga dijebloskan ke dalam penjara. Dalam penjara, Yusuf dikaruniai Allah ilmu menakbirkan mimpi salah seorang penghuni penjara dan akhirnya ia menakbirkan mimpi raja. Setelah terbukti bahwa Yusuf tidak bersalah, timbullah kepercayaan raja terhadap dirinya bahwa ia orang yang jujur, setia, tabah dan sabar menghadapi cobaan, berakhlak mulia, berilmu, dan bijaksana, sehingga dia diangkat sebagai penguasa.

Semua kejadian itu merupakan suatu rentetan yang saling terkait dan erat hubungan satu dengan lainnya. Terkesan pada mulanya seakan-akan Yusuf sudah ditakdirkan untuk selalu dirundung malang, tetapi pada akhirnya dia mendapat keberuntungan dan kebahagiaan. Dia sampai di Mesir sebagai seorang budak belian, tetapi kemudian menjadi orang yang paling dihormati dan disegani di sana. Kalau dia bukan seorang manusia yang jujur, ikhlas, dan suka berbuat baik dalam segala tindakannya, tentulah Allah tidak akan mengaruniakan kepadanya nikmat yang sebesar itu. Demikianlah Allah memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan sesungguhnya Allah memberi balasan yang berlipat ganda bagi setiap orang yang berbuat baik.

(57) Di samping balasan di dunia, Allah menyediakan pula di akhirat balasan yang lebih baik, lebih berharga dan lebih membahagiakan bagi orang-orang yang tetap beriman dan selalu bertakwa kepada-Nya yaitu surga Jannatun na'im yang terdapat di dalamnya segala macam nikmat dan kesenangan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia.

#### Kesimpulan

- 1. Yusuf mencapai puncak kekuasaan dan martabat yang tinggi adalah berkat rahmat dan karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya karena dia adalah seorang yang jujur dan ikhlas, tabah dan sabar menghadapi segala cobaan, serta selalu bertakwa dan bertawakal kepada-Nya.
- Bagi orang yang berbuat baik serta beriman dan bertakwa, Allah menyediakan pahala yang berlipat ganda dan akan dimasukkan ke surga Jannatun na'im.

#### YUSUF BERTEMU DENGAN SAUDARA-SAUDARANYA

وَجَاءً اخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُولَهُ مُنْكِرُ وَنَ وَوَلَمَّاجَهَّزَهُمُ بِعَهَا إِهِمُ وَالْمَا الْمُثَوْلِ الْمَعْوَلِيَ الْمَعْوَلِيَ الْمَعْوَلِيَ الْمَعْولِيَ الْمَعْولِي الْمَعْولِي الْمَعْولِي الْمَعْولِي الْمُعْولِي الْمُعْولِي الْمَعْولِي الْمَعْولِي الْمَعْولِي الْمَعْولِي الْمُعْولِي الْمَعْولِي الْمُعْولِي الْمُعْولِي اللَّهُ الْمُعْولِي اللَّهُ الْمُعْولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولُ وَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُولِي الْمُعْلِي

#### Terjemah

(58) Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir) lalu mereka masuk ke (tempat)-nya. Maka dia (Yusuf) mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenalinya (lagi) kepadanya. (59) Dan ketika dia (Yusuf) menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu (Bunyamin), tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? (60) Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah (gandum) lagi dariku dan jangan kamu mendekatiku." (61) Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya (untuk membawanya) dan kami benar-benar akan melaksanakannya." (62) Dan dia (Yusuf) berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang (penukar) mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi."

(Yµsuf/12: 62) بضاعة Kosakata: Bi«ā 'ah

Bi«±'ah adalah bentuk mufrad, jamaknya adalah ba«a'i. Kata yang terambil dari akar kata (ب- ض ع) mempunyai beberapa arti antara lain, pertama: bagian dari sesuatu, baik berupa anggota badan atau lainnya. Al-Ba«'ah adalah sepotong atau sekerat daging. Kedua: Buq'ah atau satu kawasan pada satu daerah.

Barang dagangan dinamakan *bi«±'ah* karena ia adalah bagian dari harta seseorang yang dijadikan untuk berniaga.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa Yusuf telah diberi kekuasaan penuh oleh raja Mesir dalam mengendalikan pemerintahan, terutama mengenai urusan ekonomi negara. kemudian Yusuf menyusun rencana untuk menghadapi tujuh tahun musim subur dan tujuh tahun musim kemarau sesuai dengan takbir mimpi raja. Semua keberhasilan yang dicapai Yusuf adalah berkat rahmat yang dilimpahkan Allah kepadanya dan kepada orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan kedatangan saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk membeli bahan makanan karena negeri mereka juga dilanda kelaparan. Yusuf yang mengetahui kedatangan saudara-saudaranya melakukan berbagai upaya agar mereka mendatangkan saudaranya yang bernama Bunyamin. Saudara-saudara Yusuf sendiri tidak menyadari bahwa menteri yang mereka hadapi adalah Yusuf.

#### **Tafsir**

(58) Dalam kitab Perjanjian Lama Kitab Kejadian 42: 2-25 disebutkan bahwa Yusuf mengadakan persiapan dan perbekalan secara besar-besaran untuk menghadapi bahaya kelaparan pada musim kering. Untuk itu, dia membangun gudang-gudang besar untuk menyimpan bahan makanan yang dihasilkan pada musim subur. Ketika datang musim kering, ternyata kekeringan itu bukan hanya terjadi di Mesir saja, tetapi meliputi negerinegeri tetangga yang berdekatan terutama di negeri Palestina. Terdengarlah di sana berita bahwa pemerintahan Mesir mempunyai simpanan bahan makanan yang banyak sekali, sehingga dapat membantu meringankan penderitaan penduduk negeri-negeri tetangga itu. Penguasa di sana rela melepaskan sebagian dari simpanan itu dengan cara menjual kepada siapa yang sangat memerlukannya. Oleh karena itu, Yakub menyuruh anakanaknya (saudara-saudara Yusuf) supaya mengumpulkan barang-barang dagangan dan membawanya ke Mesir untuk ditukarkan dengan bahan makanan.

Untuk memenuhi permintaan Yakub, berangkatlah saudara-saudara Yusuf, kecuali Bunyamin karena tidak diizinkan oleh Yakub, untuk membeli bahan makanan yang sangat mereka perlukan. Ketika sampai di sana, mereka langsung menemui Yusuf dengan harapan akan segera dapat

membeli bahan makanan, karena urusan ini sepenuhnya berada di tangan Yusuf. Ketika mereka masuk menghadap, Yusuf mengetahui bahwa yang datang itu adalah saudara-saudaranya sendiri, karena rupa dan jenis pakaian mereka masih melekat dalam ingatannya apalagi mereka berjumlah sepuluh orang. Yusuf berkata dalam hatinya, "Tidak diragukan lagi mereka ini adalah saudara-saudara saya." Sebaliknya mereka tidak tahu sama sekali bahwa yang mereka hadapi adalah saudara sendiri.

Mereka semua tidak lagi ingat bentuk Yusuf karena sudah lama berpisah, apalagi yang mereka hadapi adalah seorang perdana menteri dengan pakaian kebesaran dan tanda-tanda penghargaan berkilau di bajunya. Tidak mungkin Yusuf menjadi orang yang memiliki jabatan yang amat tinggi itu karena mereka telah membuangnya ke dalam sumur. Kalaupun masih hidup, dia tentu akan menjadi budak belian yang diperas tenaganya oleh tuannya.

(59) Ayat ini menjelaskan bahwa Yusuf mengabulkan permintaan saudara-saudaranya untuk membeli barang-barang yang mereka bawa dan ditukar dengan bahan makanan. Dia kemudian memerintahkan supaya disiapkan untuk mereka 10 pikul bahan makanan dan keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan dalam perjalanan, karena mereka berjumlah sepuluh orang, masing-masing berhak mendapat satu pikul. Tetapi mereka menceritakan bahwa di kampung mereka ada lagi 2 orang yang sangat memerlukan bahan makanan yaitu seorang saudara dan seorang ayah mereka sendiri.

Mereka memohon supaya mereka diberikan 12 pikulan sebab yang sepuluh pikulan itu hanya cukup untuk mereka saja, "Ayah kami tidak dapat datang kemari karena sudah tua dan lemah, sedangkan saudara kami sengaja kami tinggalkan untuk menjaganya dan menyenangkan hatinya." Mendengar keterangan saudara-saudaranya itu, Yusuf berkata, "Kalau demikian bawalah saudara kalian itu kemari sebagai bukti bagi kami atas kebenaran kalian semua dan kami akan mengabulkan permintaan kalian itu. Kami telah melihat sendiri bahan-bahan makanan yang disediakan untuk kalian semua berjumlah 10 pikulan, karena kami hanya sanggup menyerahkan satu pikulan untuk satu orang. Selain dari itu, selama di sini kalian semua sudah kami perlakukan dengan baik sebagai tamu kami karena begitulah biasanya kami memperlakukan tamu dengan sebaik-baiknya. Sekarang pulanglah kalian semua dan bawalah bahan makanan itu, kemudian datanglah kembali dengan membawa barang dagangan untuk ditukar dengan bahan makanan, tetapi dengan syarat kalian harus membawa saudara kalian sebagai bukti kebenaran dan kejujuran kalian."

(60) Selanjutnya Yusuf berkata, "Jika kalian tidak membawanya, kalian tidak akan mendapat bahan makanan sama sekali karena itu berarti kalian bukan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang pembohong dan pendusta tidak akan kami layani dan kami sangat membencinya. Sekali lagi kami tegaskan, kalau kalian tidak membawa saudara kalian itu, jangan diharap kalian akan diberi bahan makanan. Bahkan jangan mencoba mendekat ke

negeri kami, apalagi menghadap kepada kami karena tidak ada tempat di sini bagi orang-orang yang tidak jujur."

- (61) Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Kalau begitu, kami akan pulang dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar ayah kami dapat mengizinkan saudara kami itu pergi bersama kami ke Mesir. Kami akan menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi dan mengatakan bahwa kami telah disambut dengan baik sekali dan diperlakukan sebagai tamu selama kami berada di Mesir."
- (62) Kemudian Yusuf memerintahkan kepada petugas-petugasnya yang mengurus bahan makanan agar semua barang-barang yang dibawa mereka dimasukkan kembali ke dalam karung-karung bahan makanan tanpa setahu mereka. Barang-barang itu terdiri dari berbagai macam bahan hasil produksi padang pasir, seperti kulit bulu domba dan lain sebagainya. Dengan mengembalikan barang-barang itu, mereka akan menyadari sepenuhnya betapa baiknya hati penguasa Mesir itu, dan betapa tinggi jasanya terhadap mereka. Mereka telah diperlakukan sebagai tamu selama di Mesir kemudian diberi bahan makanan, sedangkan barang-barang dagangan mereka sendiri dikembalikan, seakan-akan bahan makanan yang sepuluh pikul itu diberikan kepada mereka dengan cuma-cuma sebagai hadiah yang bagi mereka sendiri sangat diperlukan dan tak ternilai harganya. Dengan kesadaran itu, diharapkan timbul tekad yang kuat dalam hati mereka untuk kembali ke Mesir membawa barang-barang dan membawa Bunyamin sekaligus sebagaimana diamanatkan oleh Yusuf.

#### Kesimpulan

- Saudara-saudara Yusuf berhasil masuk ke istana untuk menghadap Yusuf dan memperoleh bahan makanan. Yusuf dapat mengenali mereka semuanya, tetapi saudara-saudaranya tidak menyadari sama sekali bahwa pembesar yang mereka hadapi itu adalah saudara mereka sendiri.
- 2. Yusuf mengatakan bahwa mereka diperbolehkan datang kembali ke Mesir dengan syarat saudaranya harus dibawa. Kalau tidak, mereka tidak diperbolehkan kembali ke Mesir lagi.
- 3. Saudara-saudara Yusuf menjanjikan akan membawa saudaranya dan akan berusaha dengan sungguh-sungguh agar ayah mereka Yakub mengizinkan kepergian anaknya.
- 4. Yusuf mengembalikan semua barang bawaan mereka dengan harapan mereka akan menyadari betapa besar jasa sang penguasa sehingga mereka merasa berhutang budi dan berusaha memenuhi janji mereka.

#### SAUDARA-SAUDARA YUSUF MEMBUJUK YAKUB AGAR BUNYAMIN DAPAT DIBAWA KE MESIR

# فَامَّارَجَعُوَّالِكَ اَبِيْهِمْ قَالُوُا يَابَانَ مُنِعَمِنَا الْكَيْلُ فَارْسِلْمَعَنَّا اَخَانَا نَصُّتَلُ وَإِنَّا لَكَيْلُ فَارْسِلْمَعَنَّا اَخَانَا نَصُّتَلُ وَإِنَّا لَكَ لَكَا اللَّهُ لَكُوْ فَاللَّهُ خَيْرُ خَفِظً وَهُوَا رَجْمُ الرَّحِينَ فَ

#### Terjemah

(63) Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya (Yakub) mereka berkata, "Wahai ayah kami! Kami tidak akan mendapat jatah (gandum) lagi, (jika tidak membawa saudara kami), sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya." (64) Dia (Yakub) berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu dahulu?" Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

(Yµsuf/12: 64) الْكَيْل (Yµsuf/12)

Bentuk kata jadian (masdar) dari *k±la-yak³lu*. Artinya adalah takaran. Ungkapan bahasa Arab dibedakan antara menakar untuk orang lain dan menerima takaran. Menakar untuk orang lain diungkapkan dengan *kiltu ful±nan* artinya aku menakar untuk si fulan. Sedangkan ungkapan *iktaltu 'alaih* artinya aku menerima takaran darinya. Perhatikan ayat 2 dan 3 pada Surah al-Mu⁻affif³n. Alat untuk menakar sesuatu telah ada semenjak dahulu kala, hanya berbeda bentuk dan namanya antara satu generasi dengan generasi sesudahnya.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa saudara-saudara Yusuf telah menghadap kepadanya dan dia tahu bahwa mereka itu adalah saudara-saudaranya, sedangkan mereka tidak tahu sedikit pun bahwa yang mereka hadapi itu adalah saudara mereka yang dahulu pernah mereka masukkan ke dalam sumur. Akhirnya, Yusuf meminta kepada mereka supaya membawa saudara mereka, Bunyamin, ke Mesir dan akan disambut dengan baik. Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa saudara-saudara Yusuf meminta dengan sangat supaya boleh membawa Bunyamin ke Mesir. Nabi Yakub masih meragukan keselamatan Bunyamin jika dibawa saudara-saudaranya ke Mesir, mengingat apa yang pernah mereka lakukan terhadap putranya yang lain, Yusuf.

#### **Tafsir**

(63) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tatkala sampai di rumah dan bertemu dengan ayah mereka, saudara-saudara Yusuf memberitahukan semua pengalaman mereka di Mesir dan bagaimana baiknya sambutan penguasa di sana terhadap mereka dengan memperlakukan mereka sebagai tamu. Ketika akan pulang, mereka juga dibekali dengan barang-barang yang diperlukan selama dalam perjalanan. Mereka diberi bahan makanan sebanyak 10 pikulan yang ditukar dengan barang-barang yang mereka bawa karena mereka hanya sepuluh orang.

Mereka juga menceritakan kepada Yakub bahwa mereka telah mengatakan kepada penguasa Mesir tentang ayah mereka yang telah tua dan seorang saudara yang tidak dapat datang karena ditugaskan menjaga ayah mereka. Mereka meminta supaya diberi 12 pikulan. Penguasa itu menjawab bahwa kalau benar mereka mempunyai saudara, hendaklah dibawa ke Mesir. Penguasa itu akan memberi mereka lagi bahan makanan sebanyak yang diminta. Mereka diperingatkan bahwa kalau Bunyamin tidak dapat dibawa, mereka tidak boleh datang lagi ke Mesir, dan tidak akan diberi makanan, karena dianggap sebagai pendusta yang tidak layak dipercayai. Oleh sebab itu, mereka memohon kepada Yakub dengan sangat agar mengizinkan Bunyamin ikut bersama mereka. Dengan demikian, mereka akan diberi bahan makanan dan disambut dengan sambutan yang lebih baik karena telah memenuhi janji mereka untuk membawa Bunyamin ke Mesir. Mereka berjanji akan menjaga Bunyamin dengan sebaik-baiknya.

(64) Yakub terkejut mendengar permintaan mereka, sehingga dengan seketika menjawab, "Apakah aku akan mempercayakan Bunyamin kepada kalian sebagaimana aku telah mempercayakan Yusuf dahulu? Apakah kalian belum puas dengan mencelakakan Yusuf sehingga sekarang kalian kembali ingin mencelakakan Bunyamin? Apakah aku akan percaya begitu saja kepada janji-janji dan jaminan kalian terhadap Bunyamin, padahal dahulu kalian telah membuat janji dan jaminan serupa ketika hendak membawa Yusuf bermain-main ke tempat penggembalaan di padang pasir? Aku tidak percaya lagi kepada ucapan dan janji kalian. Aku akan menggantungkan harapanku kepada Allah agar Dia tetap memelihara Bunyamin karena Dialah sebaik-baik Penjaga dan Penyayang. Kepada-Nyalah aku bertawakal dalam menghadapi segala persoalan. Hanya Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bermohon agar Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepadaku dengan melindungi Bunyamin dan menjaga keselamatannya serta tidak akan menimpakan cobaan kepadaku seperti kehilangan Yusuf, anakku yang tercinta. Sesungguhnya rahmat Allah Mahaluas dan Karunia-Nya Mahabesar."

#### Kesimpulan

1. Sesampainya saudara-saudara Yusuf di rumah, mereka menceritakan kepada ayah mereka semua yang terjadi dan apa yang mereka alami

- selama di Mesir, termasuk sambutan yang sangat baik dari penguasa Mesir.
- 2. Mereka menceritakan pula bahwa mereka telah berjanji dengan penguasa di Mesir akan membawa Bunyamin ke sana dan meminta supaya Yakub mengizinkan Bunyamin pergi bersama mereka.
- 3. Yakub terkejut mendengar permintaan itu dan menegaskan bahwa dia tidak percaya lagi sedikit pun kepada mereka, karena perbuatan dan tindakan mereka terhadap Yusuf di masa lalu. Yakub tidak ingin terperosok dalam kesalahan yang sama.

#### YAKUB MEMINTA JAMINAN BAGI KESELAMATAN BUNYAMIN

ۅؘڶڡۜٵڣۜؾٷٛٳڡٙؾٵۼۿؗؠۅٛڿۮؙۉٳۑۻٵۼؠؙؙٛؠٛۯڐؿٳؽؿؠٟؠٝٞۜٞڡٛٲٮؙۅ۠ٳۑٙٵۘڹٵڡٚٲۺۼڲۣ۠ۿۮؚ؋ ۑۻٵۼؿؙٵۯڐؿٳڵؽؽٵۊٮٚڡؚؽۯٵۿڶٮؘٵۅؘۼٛڣڟؙٵڂٵٵۅڹۯٛۮۮػؽڷؠۼۣؽڕٟۧ۠ۮ۬ڸػڲؽۯؖڲڛؽۯؖ ڡٞٵڶڶۘۯٛٲۯڛؙڮڎڡٞۼػٛؠٞڂؾٚؿٷٛؿٷڹؚڡٙٷؿڟٵڡؚٙڹٵۺ۠ڍؽؾٲؙۺؙؽۑؠ؞ۤٳڵؖٲۮؽۼٵڟؠؚػٛؠٞۧڡٛڵڡۧٵٛ ڵٷٛهؙڡٙٷؿۼؙؙؙؙٞ؋ۛۊؘڶڶۺڎؙۼڵڡٵؘڹڠؙٷڶٷڮؽؙڷ۞

#### Terjemah

(65) Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang (penukar) mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami! Apalagi yang kita inginkan. Ini barangbarang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan akan mendapat tambahan jatah (gandum) seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah (bagi raja Mesir)." (66) Dia (Yakub) berkata, "Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh)." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Yakub) berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

(Yµsuf/12: 65) نَمِيْر

Akar katanya adalah (5 - 5 - 5). Istilah *al-m³rah* diperuntukkan bagi makanan yang didatangkan dari suatu negeri. Ungkapan  $m\pm ra$  ahlahu artinya

dia menyediakan makanan bagi keluarganya. Ungkapan  $imt\pm ra$  li ahlihi wa linafsihi berarti dia mengumpulkan makanan yang didatangkan dari satu negeri untuk dia dan keluarganya. Dengan demikian ungkapan  $nam^3ru$  ahlan $\bar{a}$  bisa diartikan kami akan dapat memberi makan kepada keluarga kami (dari makanan yang kami peroleh dari negeri lain).

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, telah diterangkan bagaimana saudara-saudara Yusuf membujuk Yakub supaya mengizinkan Bunyamin pergi bersama mereka ke Mesir, sebab jika tidak dibawa, mereka tidak akan diberi makanan bahkan tidak diizinkan masuk ke negeri Mesir lagi. Pada ayat-ayat berikut ini dijelaskan bahwa ketika saudara-saudara Yusuf, setelah selesai melapor kepada Yakub, membuka karung-karung bahan makanan yang mereka bawa, mereka mendapatkan barang-barang yang sedianya akan ditukar dengan bahan makanan dalam karung-karung itu. Mereka menganggap itu adalah bukti kebaikan dan kemurahan hati penguasa Mesir. Oleh karena itu, mereka sudah bertekad bulat akan membawa Bunyamin. Karena desakan yang begitu kuat, akhirnya Yakub memberi izin kepada anak-anaknya untuk membawa Bunyamin ke Mesir dan mereka berjanji untuk menjaganya dengan baik.

#### Tafsir

- (65) Setelah saudara-saudara Yusuf membuka karung bahan makanan yang mereka bawa dari Mesir, ternyata mereka juga mendapatkan barangbarang mereka masih ada pula di dalamnya. Mereka berkata pada Yakub, "Wahai ayah kami, barang-barang yang kami bawa ke Mesir ternyata dikembalikan. Ini adalah bukti yang nyata betapa baiknya hati penguasa Mesir itu kepada kita dan betapa pemurahnya sehingga dia tidak mau mengambil barang-barang kita sebagai penukar makanan yang diberikan kepada kita. Dia telah menolong kita dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Memang amat besar hutang budi kita. Oleh sebab itu, kita harus membalas jasa dan budi baiknya dengan memenuhi janji kami yaitu akan membawa Bunyamin ke Mesir. Kalau kami kembali ke Mesir membawanya, tentu kita akan mendapat bahan makanan lebih banyak, paling tidak akan bertambah satu pikulan karena kami sudah berjumlah sebelas orang. Bagi penguasa Mesir satu pikulan bahan makanan itu tentu tidak akan memberatkan karena gudang-gudangnya penuh dengan bahan makanan."
- (66) Mendengar ucapan anak-anaknya itu, Yakub sadar bahwa budi baik penguasa Mesir itu harus dibalas dengan budi baik pula. Tidak ada cara untuk membalasnya kecuali dengan menepati janji anak-anaknya yang akan membawa Bunyamin karena dia dan anak-anaknya tidak mempunyai apaapa lagi untuk dipersembahkan apalagi penguasa Mesir itu telah menolak menerima barang tukaran dan mengembalikan semuanya. Dengan perasaan yang berat, Yakub berkata kepada anak-anaknya bahwa kalau mereka harus

membawa Bunyamin ke Mesir, maka ia tidak akan mengizinkan kecuali dengan janji yang dikuatkan dengan sumpah bahwa mereka benar-benar akan menjaga keselamatan Bunyamin dan membawanya kembali pulang. Mereka juga diminta untuk bersedia mengorbankan jiwa raga bila terjadi hal-hal yang membahayakan atau mengancam jiwanya. Anak-anak Yakub bersedia bersumpah untuk memenuhi syarat yang dikemukakan ayah mereka. Lalu mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa mereka akan menjaga keselamatan Bunyamin, membelanya mati-matian bila terancam bahaya, dan akan membawanya pulang kembali. Setelah mendengar sumpah anak-anaknya itu, barulah hati Yakub merasa lega dan dia berkata, "Allah menjadi saksi atas semua ucapan dan janjimu itu. Dialah Yang Mengawasi segala perbuatan dan tindak-tandukmu dan kepada-Nyalah aku serahkan keselamatan anakku."

#### Kesimpulan

- 1. Dalam karung bahan makanan yang diberikan Yusuf kepada anak-anak Yakub, terdapat pula barang-barang yang mereka bawa yang semula akan digunakan sebagai alat penukar bahan makanan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, nyatalah bagi Yakub bagaimana kebaikan hati penguasa Mesir itu dan ketinggian budinya.
- 2. Dengan kesadaran itu, Yakub mengizinkan Bunyamin pergi ke Mesir dengan syarat anak-anaknya harus bersumpah dahulu dengan nama Allah bahwa mereka akan menjaganya dan membawanya pulang kembali.
- Meminta jaminan untuk keselamatan dan keamanan bagi seseorang atau barang yang akan dibawa pergi atau dipinjam sementara dibolehkan dalam agama.

#### NASIHAT NABI YAKUB KEPADA ANAK-ANAKNYA YANG AKAN PERGI KE MESIR

وَقَالَ لَيَنِيَ لَا تَدْخُلُو امِنْ بَابٍ قَاحِدٍ قَادُخُلُو امِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِقَةٍ وَمَا أُغُنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَا الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَا اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِللَّهُ مَا كُلُونَ ﴿ وَلَمَا اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ حَاجَةً فِي اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ حَاجَةً فِي النّسَ مَعَنُولًا اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ حَاجَةً فِي النّسِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ حَاجَةً فِي النّسِ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إلاّ حَاجَةً فِي النّسِ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ اللّهُ عَامُونَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ اللّهُ عَامُونَ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ اللّهُ مَا كَانَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ اللّهُ مَا اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ اللّهُ مَنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ اللّهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ أَلِي مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ ا

#### Terjemah

(67) Dan dia (Yakub) berkata, "Wahai anak-anakku! Janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda; namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari (takdir) Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya pula bertawakal orang-orang yang bertawakal." (68) Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, (masuknya mereka itu) tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah, (tetapi itu) hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena Kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

#### (Yµsuf/12: 67) يُنني (Yµsuf/12: 67)

Artinya: wahai anak-anakku. Kata ini terdiri dari  $y\pm'$   $nid\pm'$  yang berarti wahai. Kemudian baniyya yang berasal dari  $ban\mu$ n bentuk jamak dari ibn dan  $y\pm'$  mutakallim yang dimasuki  $l\pm m$ . Asalnya  $y\pm$   $ban\mu$ n  $l^3$ , kemudian setelah dihilangkan  $n\mu$ n dan  $l\pm m$ -nya dalam sebuah proses peringanan lalu menjadi baniyya. Maksud dari anak-anakku adalah anak-anak Nabi Yakub yang berjumlah 11 orang selain Yusuf

#### Munasabah

Pada ayat yang lalu, saudara-saudara Yusuf meminta kepada ayahnya, Nabi Yakub, agar diizinkan membawa Bunyamin ke Mesir untuk membeli bahan makanan yang sangat dibutuhkan. Nabi Yakub terpaksa memberi izin karena kedatangan Bunyamin menjadi syarat untuk mendapatkan bahan makanan itu. Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa Nabi Yakub memberi pesan supaya mereka tidak masuk ke istana raja bersama-sama melalui satu pintu, melainkan melalui beberapa pintu. Hal ini bertujuan agar tidak menarik perhatian orang banyak atau menimbulkan kecurigaan mereka.

#### **Tafsir**

(67) Pada ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Yakub berkata kepada anakanaknya agar ketika sampai di istana raja Mesir, mereka tidak masuk bersama-sama dari satu pintu gerbang, tetapi masuk dari pintu-pintu gerbang yang lain, supaya terhindar dari penglihatan mata orang yang hasad atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Di samping itu agar Bunyamin sempat bertemu dengan Yusuf secara terpisah dari saudara-saudaranya yang lain.

Nabi Yakub menasihatkan pula bahwa walaupun mereka sudah berusaha menghindari berbagai kemungkinan yang membahayakan, namun beliau tidak dapat mencegah ketentuan dari Allah, sebab keputusan menetapkan sesuatu hanya berada di tangan-Nya. Semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan disertai keyakinan bahwa ketentuan dari

Allah pasti terjadi, dan tidak seorang pun yang dapat menghalanghalanginya. Oleh karena itu, hanya kepada-Nyalah semua orang bertawakal dan berserah diri.

(68) Tatkala putra-putra Nabi Yakub itu masuk ke istana Yusuf di Mesir sesuai dengan yang diperintahkannya, yaitu masuk dari pintu gerbang yang berlainan, cara yang mereka lakukan itu tidak dapat melepaskan mereka sedikit pun dari ketentuan Allah. Ini hanya keinginan Nabi Yakub yang harus dilaksanakan agar Yusuf dapat bertemu dengan Bunyamin empat mata, karena keduanya akan membuat perencanaan dan tindakan yang bijaksana. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yakub telah diberi ilmu pengetahuan dengan wahyu Allah swt, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui, termasuk anak-anaknya sendiri.

#### Kesimpulan

- Nabi Yakub menyuruh putra-putranya supaya memasuki istana kerajaan Mesir dari pintu gerbang yang berlainan, supaya terhindar dari penglihatan orang, dan Yusuf dapat berjumpa dengan Bunyamin secara tersendiri.
- 2. Allah swt memberikan wahyu kepada Nabi Yakub tentang apa yang akan terjadi di Mesir terhadap putra-putranya.
- 3. Kepada orang tua dianjurkan memberi nasihat kepada anaknya yang akan melakukan perjalanan jauh agar melaksanakan semua syarat yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut, lalu bertawakal kepada Allah.

#### PERTEMUAN YUSUF DENGAN BUNYAMIN

وَلَمَّادَ خَلُوا عَلَى يُوسُفَ افْ الْنِهِ اَخَاهُ قَالَ الْنِيَآنَا اَخُولَ فَلاَ تَبْتَسِن بِمَا كَافُوا يَغْمَلُونَ ۞ فَامَاجَةَ وَهُمْ بِحَهَا زِهِمْ جَعَلَ السِقَاية فِي رَحْلِ اَخِيهُ وَثُمَّا اَذَّنَ مُوَّذِي أَيْتُهَا الْعِيرُ لِنَكُمُ فَامَا وَفُونَ ۞ قَالُوا مَفْقِدُ صُواعاً لُملِكِ وَلِمَنْ لَسَارِ فَوْنَ ۞ قَالُوا مَفْقِدُ صُواعاً لُملِكِ وَلِمَنْ خَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَانَا لِهِ وَعِيْمُ هَا فَاتُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

Terjemah

(69) Dan ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, dia menempatkan saudaranya (Bunyamin) di tempatnya, dia (Yusuf) berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (70) Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia (Yusuf) memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah! Sesungguhnya kamu pasti pencuri." (71) Mereka bertanya, sambil menghadap kepada mereka (yang menuduh), "Kamu kehilangan apa?" (72) Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu." (73) Mereka (saudara-saudara Yusuf) menjawab, "Demi Allah, sungguh, kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan kami bukanlah para pencuri." (74) Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?" (75) Mereka menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya (barang yang hilang itu), maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim." (76) Maka mulailah dia (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memerik-sa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan (piala raja) itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami mengatur (rencana) untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.

#### Kosakata

#### (Yµsuf/12: 70) السِّقَايَة 4s-Sig±yah

As-Siq±yah berakar dari akar (پ- ق- ق- ي) yaitu sesuatu yang berkaitan dengan minuman. As-Siq±yah pada ayat ini berarti tempat atau wadah minuman yang digunakan oleh raja. Wadah ini juga digunakan untuk menakar makanan bagi masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa wadah ini digunakan untuk memberi minuman kepada binatang dan menakar bijibijian. Wadah ini konon terbuat dari perak yang bertatahkan intan permata. Ada yang mengatakan bahwa bentuk wadah ini memanjang, dua ujungnya saling bertemu yang biasa digunakan oleh bangsa Persia dan lainnya. Sejarawan mengatakan bahwa pada tahun-tahun itu negeri Mesir dan negerinegeri sekitarnya dilanda paceklik, sehingga untuk menakar makanan pun digunakan takaran yang demikian berharga.

Kata yang berakar pada  $(y-y-\xi)$  mempunyai dua pengertian, *pertama:* menonjol dan tingginya sesuatu atau tulang yang menonjol di tengah pundak. *Kedua:* datang dan pergi. Binatang himar, baik yang di perumahan maupun pedalaman, disebut *'air* karena dia selalu datang dan pergi. Ada juga yang mengatakan bahwa  $al-^{3}r$  adalah unta yang membawa barang di punggungnya, karena dia selalu datang dan pergi. Ada juga yang mengatakan bahwa  $al-^{3}r$  adalah rombongan himar perniagaan. Pengertian ini kemudian berkembang ke setiap kafilah perniagaan, baik dengan unta, bagal, atau lainnya.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan bahwa anak-anak Nabi Yakub berangkat ke Mesir dengan membawa Bunyamin dan melaksanakan pesan ayahnya untuk tidak memasuki istana dari satu pintu gerbang saja. Pada ayat-ayat berikut ini, diterangkan bahwa Yusuf bertemu dengan adiknya, Bunyamin. Yusuf memperkenalkan dirinya dan kemudian berusaha menahan adiknya agar tidak pulang dengan saudara-saudaranya yang lain. Untuk itu, Yusuf memerintahkan pegawainya agar memasukkan piala ke dalam karung Bunyamin, sehingga Yusuf bisa menuduhnya sebagai pencuri sehingga harus ditahan di negeri tersebut.

#### Tafsir

(69) Ketika anak-anak Yakub masuk ke dalam ruangan khusus, Yusuf langsung mengenali adiknya, Bunyamin. Yusuf berusaha untuk bertemu empat mata dengannya seraya berkata, "Jangan sedih dan gundah. Saya ini

adalah saudara kandungmu, tapi hal ini jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudara yang lain."

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa tatkala saudara-saudara Yusuf masuk ke tempatnya, mereka memperkenalkan Bunyamin seraya berkata, "Inilah saudara kami Bunyamin, yang diminta datang bersama-sama dengan kami, sekarang kami memperkenalkannya kepada Baginda." Yusuf menjawab, "Terima kasih banyak, dan untuk kebaikan ini niscaya kami akan menyediakan balasannya." Lalu Yusuf menyediakan hidangan makanan untuk mereka yang semuanya berjumlah sebelas orang. Tiap-tiap meja untuk dua orang, sehingga semuanya sudah duduk berhadap-hadapan pada lima meja dalam lima buah kamar yang tertutup. Hanya tinggal Bunyamin sendirian tidak mempunyai pasangan. Yusuf berkata kepada tamu-tamunya, "Kamu yang sepuluh orang, masing-masing berdua masuklah ke dalam kamar. Karena yang seorang ini, yaitu Bunyamin tidak mempunyai kawan, maka baiklah saya yang menemaninya." Setelah Yusuf dan Bunyamin berdua dalam sebuah kamar, maka Yusuf merangkulnya dengan penuh kemesraan, dan berkata, "Apakah kamu suka menerima aku sebagai saudaramu, ganti dari saudaramu yang hilang itu?" Bunyamin menjawab, "Siapa yang akan menolak mendapatkan saudara seperti engkau yang mulia ini? Namun engkau tidak dilahirkan dari bapakku Yakub dan ibuku Rahil." Karena tidak tahan mendengar ucapan itu, lalu Yusuf menangis dan merangkul Bunyamin seraya berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu yang dikatakan hilang itu." Lalu Yusuf menasihati saudaranya, supaya jangan bersedih atas apa yang telah dikerjakan oleh saudara-saudaranya terhadapnya. Yusuf memberitahukan pula kepada Bunyamin rencananya terhadap saudara-saudaranya, untuk menguji mereka, apakah akhlaknya masih seperti dahulu atau sudah ada perubahan. Maksudnya supaya Bunyamin jangan terkejut, bila nanti terjadi hal-hal yang dilakukan Yusuf yang terasa janggal baginya.

- (70) Maka tatkala bahan makanan itu sedang dipersiapkan, diam-diam Yusuf memasukkan piala (tempat minum yang dapat juga digunakan untuk menakar) raja ke dalam karung Bunyamin. Setelah kafilah itu bersiap-siap untuk berangkat meninggalkan Mesir, seorang utusan datang menyusul kafilah itu seraya berseru dengan suara yang keras, "Hai kafilah, tunggu dulu sesungguhnya kamu adalah para pencuri."
- (71) Saudara-saudara Yusuf segera menghentikan perjalanan mereka dan bertanya barang apakah yang hilang dari kerajaan, sehingga ia datang menyusul dan menuduh mereka sebagai pencuri.
- (72) Penyeru itu berkata bahwa raja kehilangan piala yang ada cap kerajaan padanya. Barang siapa yang dapat mengembalikan piala itu akan memperoleh hadiah yaitu bahan makanan seberat beban unta. Penyeru itu menjelaskan pula bahwa dia menjamin akan tetap memberikan hadiah itu pada siapa saja yang bisa mengembalikannya.

- (73) Saudara-saudara Yusuf berkata dengan maksud membersihkan diri dari tuduhan itu, "Demi Allah kamu telah mengetahui bahwa kami datang ke Mesir ini, baik pertama maupun yang kedua kalinya, bukan untuk membuat kerusakan di negeri Mesir dengan mencuri ataupun melakukan kejahatan lainnya, dan kami yakin bahwa kami bukanlah pencuri."
- (74) Penyeru itu bertanya, "Tetapi apa akibatnya jika kamu berdusta? Dan ternyata piala raja itu disembunyikan di karung-karungmu."
- (75) Mereka menjawab, "Balasannya ialah siapa saja yang ditemukan piala itu di dalam karungnya, maka dialah pencurinya dan harus bersedia menerima akibatnya." Syariat yang berlaku menurut agama yang dibawa Nabi Yakub ialah si pencuri dijadikan hamba sahaya oleh orang yang kecurian selama satu tahun. Demikianlah Allah membalas kejahatan orangorang yang zalim.
- (76) Setelah kafilah kembali lagi ke Mesir dan menghadap Yusuf, ia mulai memeriksa karung-karung mereka semuanya dan yang terakhir diperiksa adalah karung Bunyamin. Sengaja beliau berbuat demikian untuk menutupi taktiknya. Kemudian Yusuf menemukan piala yang hilang itu dari karung Bunyamin. Dengan cara demikian Allah mengatur taktik Yusuf untuk mencapai maksudnya. Yusuf sama sekali tidak bermaksud menghukum saudaranya menurut undang-undang kerajaan kecuali jika Allah menghendakinya. Beliau sengaja membuat taktik ini untuk sekedar menguji akhlak saudara-saudaranya dan bukan untuk menyakiti Bunyamin, karena ia terlebih dahulu telah diberitahu tentang rencana tersebut. Allah meninggikan derajat orang-orang yang dikehendaki-Nya, baik berupa ilmu maupun keimanan dan memperlihatkan pula jalan kebenaran untuk mencapai maksudnya, seperti Allah telah mengangkat derajat Yusuf di atas saudara-saudaranya. Di atas setiap orang yang berpengetahuan ada lagi yang lebih mengetahui. Hanya Allah yang Maha Mengetahui.

#### Kesimpulan

- Pertemuan Yusuf dengan Bunyamin dimanfaatkannya untuk memberi tahu Bunyamin bahwa dialah saudaranya yang selama ini dianggap hilang.
- Yusuf memberitahu Bunyamin bahwa upaya memasukkan piala raja pada karung miliknya adalah sebagai cara untuk menahannya di Mesir dan tidak kembali bersama saudara-saudaranya yang lain.
- 3. Piala raja dimasukkan secara diam-diam ke dalam karung Bunyamin oleh Yusuf sendiri dimaksudkan untuk menguji akhlak saudara-saudaranya dan kesetiaannya terhadap janji mereka untuk menjaga keselamatan Bunyamin.
- 4. Di atas orang yang berilmu pengetahuan ada lagi yang lebih mengetahui dan hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

#### PEMBICARAAN ANTARA YUSUF DENGAN SAUDARA-SAUDARANYA

قَ الْوَّ الِنَ يَعْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ الْخُلَّهُ مِنْ قَبْلُ فَاسَرَهَا يُؤسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمُ يُبُدِهَا كَهُمُّ قَالِ اَنْتُمُ شَكَّا فَا قَاللَهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُوا يَا يَهُا الْعَزِيْرُ إِنَّ لَكَا اللهِ اللهُ الله

Terjemah

(77) Mereka berkata, "Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan (kejengkelan) dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata (dalam hatinya), "Kedudukanmu justru lebih buruk. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan." (78) Mereka berkata, "Wahai al-'Az³z! Dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik." (79) Dia (Yusuf) berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan (seseorang), kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya, jika kami (berbuat) demikian, berarti kami orang yang zalim."

(Yμsuf/12: 78) الْعَزِيْز (Yμsuf/12: 78)

Jika dilihat dari akar katanya, *al-'Az³z* terambil dari (૩-ﺯ-) yang berarti kuat atau keras. *Ar« 'azaz* adalah tanah atau bumi yang keras. *Al-'Izzah* adalah satu keadaan dimana seseorang sulit untuk bisa dikalahkan karena kuatnya. *Al-'Az³z* adalah seorang yang kuat, bisa mengalahkan orang lain, dan tidak terkalahkan. Akar kata di atas bisa juga diartikan dengan sedikit. Sesuatu yang sedikit mempunyai bobot dan nilai yang tinggi. Oleh karena itu, 'az³z bisa diartikan pula dengan mulia. Ungkapan *al-'az³z* pada ayat ini adalah julukan bagi pembesar di Mesir pada saat itu. Ada yang mengatakan itu untuk perdana menteri atau menteri yang mengurusi perbendaharaan negara atau menteri urusan logistik. Jabatan ini sangat strategis pada saat itu. Kata *al-'az³z* pada surah ini terulang sebanyak empat kali yaitu pada ayat 30, 51, 78 dan 88. Pada ayat 30 dan 51, yang dimaksud adalah pembesar Mesir yang membeli Nabi Yusuf dari para pedagang. Sedangkan pada ayat 78 dan 88, yang dimaksud adalah Nabi Yusuf sendiri yang telah menggantikan tuannya—yang membeli dan memeliharanya dulu—sebagai bendahara.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, dijelaskan tentang pertemuan Yusuf dengan saudaranya Bunyamin, tipu daya Yusuf untuk menahannya, tuduhan pencuri piala (tempat minum) raja kepada saudara-saudara Yusuf, pembelaan diri mereka dalam menyangkal tuduhan itu, dan sanksi bagi yang berdusta. Dalam ayat-ayat berikut dijelaskan dialog antara Yusuf dengan saudara-saudaranya yang menganggap kalau Bunyamin mencuri karena saudaranya (Yusuf) juga pernah mencuri. Mereka meminta Yusuf membebaskan Bunyamin dengan menahan salah seorang di antara mereka sebagai gantinya.

#### Tafsir

(77) Dalam ayat ini, saudara-saudara Yusuf mengatakan bahwa jika Bunyamin ternyata mencuri, itu karena saudaranya Yusuf juga telah mencuri. Tuduhan mereka bahwa Yusuf pernah mencuri menunjukkan bahwa sifat dengki masih tertanam dalam hati mereka. Hal itu sempat menimbulkan perasaan jengkel dalam diri Yusuf. Akan tetapi, dengan sabar Yusuf mampu menyembunyikan kejengkelan itu dan tidak menampakkannya kepada mereka.

Bahwa Yusuf dikatakan pernah mencuri pada waktu ia masih kecil, sebenarnya tidaklah benar. Peristiwa yang sebenarnya bukanlah kasus pencurian, melainkan kasus yang direkayasa agar Yusuf kecil tetap tinggal bersama bibinya, tidak dibawa pulang oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub a.s. Kasusnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Mujahid r.a. yang menerangkan bahwa Yusuf ketika kecil dipelihara oleh bibinya yang sangat sayang kepadanya. Bibinya menyimpan ikat pinggang Nabi Ishak a.s. yang secara turun-temurun diwariskan kepada anaknya yang tertua. Nabi Yakub sering datang kepada saudara perempuannya, untuk mengambil Yusuf. Karena bibinya amat sayang kepadanya, beliau mempertahankan Yusuf supaya tetap di bawah asuhannya. Akhirnya, bibinya tersebut membuat suatu taktik dengan mengikatkan ikat pinggang pusaka tadi ke pinggang Yusuf dan ditutup oleh bajunya sehingga tidak kelihatan. Lalu, bibinya mengumumkan bahwa ikat pinggang pusaka itu hilang dicuri orang. Kemudian, semua anggota keluarga diperiksa. Ternyata ikat pinggang kedapatan dipakai oleh Yusuf. Menurut syariat Nabi Yakub a.s. waktu itu, Yusuf harus diserahkan kepada bibinya sebagai hamba sahaya selama satu tahun. Peristiwa inilah, antara lain, yang dituduhkan oleh saudara-saudaranya bahwa ia pernah mencuri.

(78) Pada ayat ini dijelaskan tentang apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf kepada al-'Az³z, bahwa Bunyamin yang ditetapkan sebagai pencuri itu mempunyai ayah yang telah lanjut usia, dan tidak bisa berpisah dengannya. Bunyamin adalah pengganti saudaranya yang hilang. Oleh karena itu, mereka mengharap kepada al-'Az³z agar sudi mengambil salah seorang dari mereka sebagai jaminan karena Bunyamin lebih dicintai

ayahnya. Mereka juga telah berjanji untuk menjaga keselamatan Bunyamin selama dalam perjalanan. Di samping itu, mereka pun memuji al-'Az³z bahwa beliau adalah orang yang gemar berbuat baik. Pujian serupa itu tentu saja dengan maksud agar Bunyamin dibebaskan dari penahanan karena tuduhan pencurian. Mereka sebagai tamu merasa telah mendapatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya, dan alangkah lebih sempurna jika kebaikan itu ditambah lagi dengan memenuhi permintaan mereka untuk membiarkan Bunyamin kembali kepada ayahnya yang selama ini dilanda kesedihan karena kehilangan Yusuf.

(79) Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa dia melakukan tindakan salah jika melepaskan Bunyamin yang telah terbukti di dalam karungnya ditemukan barang yang hilang itu. Ia berlindung kepada Allah bahwa ia tak mungkin menangkap seseorang kecuali karena telah terbukti mencuri. Seandainya ia menerima usul saudara-saudaranya, berarti ia bertindak tidak adil karena telah menyalahi undang-undang atau peraturan yang berlaku di wilayah kerajaannya.

#### Kesimpulan

- Saudara-saudara Yusuf mengatakan bahwa jika benar Bunyamin mencuri, itu karena saudara kandungnya (Yusuf) juga telah melakukan hal yang serupa. Seolah-olah semacam penyakit yang diwariskan kepada adiknya.
- 2. Yusuf mampu menahan perasaan marahnya ketika ia disinggung sebagai pelaku pencurian di masa lalu.
- 3. Saudara-saudara Yusuf mengharapkan agar Bunyamin tidak ditahan, sebab hal itu akan menambah kesedihan ayahnya.
- 4. Yusuf tidak mengabulkan permintaan mereka karena hal itu merupakan tindakan zalim (tidak adil), di samping tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### PEMBICARAAN ANTARA SAUDARA-SAUDARA YUSUF DENGAN AYAHNYA

Terjemah

(80) Maka ketika mereka berputus asa darinya (putusan Yusuf) mereka menyendiri (sambil berunding) dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan (nama) Allah dan sebelum itu kamu telah menyianyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini (Mesir), sampai ayahku mengizinkan (untuk kembali), atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan Dia adalah hakim yang terbaik." (81) Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu. (82) Dan tanyalah (penduduk) negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang yang benar." (83) Dia (Yakub) berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan (yang buruk) itu. Maka (kesabaranku) adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (84) Dan dia (Yakub) berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata, "Aduhai dukacitaku terhadap Yusuf," dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah (terhadap anak-anaknya).

(Yµsuf/12: 80) نَحِيًّا (Yµsuf/12: 80)

Kata yang berakar pada tiga huruf yaitu ( $ikhf\pm 1$ ), berkisar pada tiga arti yaitu: menguliti ( $ikhf\pm 1$ ), menyembunyikan ( $ikhf\pm 1$ ), berbisik-bisik di antara dua orang ( $ikhf\pm 1$ ). Makna yang kedua dan ketiga inilah yang cocok untuk kosakata yang kita bicarakan. Kata injiyya mengikuti wazan infa tapi maknanya adalah infa artinya yang berbisik-bisik. Bentuknya mufrad tapi bisa untuk memberi keadaan (infa) pada ungkapan jamak (infa). Dengan demikian, kata infa infa0 seperti dalam terjemah berarti: mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik bisik.

#### Munasabah

Pada tiga ayat terdahulu telah dijelaskan tentang dialog antara Yusuf dengan saudara-saudaranya berkaitan dengan penahanan Bunyamin karena dituduh mencuri. Dalam ayat-ayat berikut ini dijelaskan tentang perbincangan yang terjadi di antara mereka seputar penahanan Bunyamin, sehingga tidak bisa pulang bersama mereka. Dijelaskan juga perbincangan mereka dengan Nabi Yakub ketika mereka betul-betul kembali tanpa Bunyamin.

#### **Tafsir**

- (80) Allah mengabarkan bahwa tatkala saudara-saudara Yusuf berputus asa karena Yusuf menolak salah seorang dari mereka untuk menggantikan Bunyamin, mereka lalu berkumpul untuk merundingkan secara rahasia apa yang akan mereka kerjakan selanjutnya. Saudaranya yang tertua yang bernama Yahuda berkata, "Bukankah kamu mengetahui bahwa ayahmu, Yakub, telah mengambil janji yang berat dari kita dengan nama Allah bahwa kita akan sungguh-sungguh menjaga keselamatan Bunyamin dan sanggup mengembalikannya kepada ayah, kecuali jika kita menghadapi bahaya yang besar yang tidak dapat dihindari. Penahanan Bunyamin ini akan membuat ayah kita bertambah sedih, terlebih bila diingat bahwa kita dahulu telah menyia-nyiakan Yusuf." "Oleh sebab itu," kata Yahuda lebih lanjut, "aku tidak akan meninggalkan Mesir sampai ayahku mengizinkanku untuk kembali, atau sampai Allah memberi keputusan lain kepadaku karena Allahlah yang Maha Mengetahui perkara-perkara yang gaib dan Dia adalah Hakim yang paling baik."
- (81) Lalu Yahuda memerintahkan kepada saudara-saudaranya yang lain supaya pulang menghadap ayah mereka dan melaporkan segala kejadian yang dialaminya di Mesir untuk menghindarkan tuduhan-tuduhan yang buruk. Yahuda berkata, "Kembalilah kepada ayahmu dan sampaikanlah kepadanya bahwa anaknya, Bunyamin, telah mencuri piala raja dan akibatnya dijadikan hamba sahaya selama setahun sesuai dengan syariat yang berlaku." Ia juga menyuruh saudara-saudaranya untuk mengatakan kepada ayah mereka, Nabi Yakub, bahwa mereka hanya dapat menyaksikan apa yang diketahui. Mereka melihat sendiri bahwa piala raja itu dikeluarkan

dari karung makanan Bunyamin. Mereka sama sekali tidak dapat mengetahui perkara yang gaib. Seandainya mereka tahu bahwa Bunyamin akan mencuri, tentu mereka tidak akan berjanji pada ayah mereka.

- (82) Selanjutnya dijelaskan bahwa Yahuda juga menyarankan agar saudara-saudaranya mengatakan kepada ayah mereka untuk menanyakan hal ini kepada penduduk negeri tempat mereka berada di Mesir untuk membeli bahan makanan, karena soal pencurian itu sudah tersebar beritanya di kalangan mereka. Juga dapat ditanyakan kepada kafilah yang datang bersama-sama dengan mereka, dan sesungguhnya mereka adalah orangorang yang benar dan selalu melaporkan apa yang benar-benar terjadi.
- (83) Setelah berhadapan dengan putra-putranya yang memberi laporan seperti yang diamanatkan oleh Yahuda, Nabi Yakub berkata, "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan mengapa kamu mengatakan bahwa yang mencuri harus dijadikan hamba sahaya selama satu tahun, padahal ketentuan itu hanya ada pada syariat kita dan tidak ada dalam perundang-undangan mereka. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku yang tidak diliputi oleh kejengkelan dan kemarahan. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku (Yusuf, Bunyamin, dan Yahuda), karena sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Mahabijaksana."
- (84) Karena tidak senang menerima laporan yang disampaikan para putranya, maka Nabi Yakub berpaling dari mereka seraya berkata dengan penuh kesedihan, "Aduhai dukacitaku terhadap Yusuf, karena aku tadinya menunggu-nunggu berita yang menggembirakan dari Mesir, tetapi kenyata-annya justru berita yang menyedihkan yang kuterima." Karena kesedihan yang terus-menerus dialaminya dan sering menangis, maka kedua mata Yakub menjadi putih, sehingga keadaannya seperti orang buta. Akan tetapi, beliau tetap masih bisa menahan amarah terhadap anak-anaknya.

Menurut dunia ilmu pengetahuan, ketika seseorang menderita stres, tubuhnya bereaksi dan membangkitkan tanda bahaya, sehingga memicu terjadinya beragam reaksi biokimia di dalam tubuh: Kadar adrenalin dalam aliran darah meningkat; penggunaan energi dan reaksi tubuh mencapai titik tertinggi; gula, kolesterol dan asam-asam lemak tersalurkan ke dalam aliran darah; tekanan darah meningkat dan denyutnya mengalami percepatan. Ketika glukosa tersalurkan ke otak, kadar kolesterol naik, dan semua ini memunculkan masalah bagi tubuh. Mungkin hal ini pula yang dialami oleh Nabi Ya'qub as ketika kehilangan anak yang disayanginya Nabi Yusuf a.s.

Stres yang parah, mampu mempengaruhi bahkan mengubah fungsi-fungsi normal organ tubuh. Hal ini dapat berakibat sangat buruk. Akibat stres, kadar adrenalin dan kortisol di dalam tubuh meningkat di atas batas normal. Peningkatan kadar kortisol dalam rentang waktu lama berujung pada gangguan organ tubuh antara lain dapat terjadi gangguan pada pankreas. Akibatnya timbul penyakit diabetes atau kencing manis yakni penyakit rusaknya sel-sel beta pankreas yang menghasilkan insulin, berakibat pada

kadar gula darah tubuh tidak terkontrol. Dalam banyak kasus penyakit diabetes ini dapat menimbulkan gejala katarak yakni kekeruhan pada lensa mata yang mengakibatkan pandangan kabur. Apabila lensa menjadi keruh, maka cahaya yang masuk ke dalam mata dapat terpencar dan mengakibatkan pandangan kabur.

Para ahli kedokteran (mata) sepakat bahwa penanganan yang kurang atau tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan kebutaan pada penderita penyakit ini. Gejala utama katarak adalah penglihatan kabur, daya penglihatan berkurang secara progresif, adanya selaput tipis yang menghalangi pandangan, sangat silau jika berada di bawah cahaya yang terang. Pada perkembangan selanjutnya penglihatan semakin memburuk, pupil akan tampak berwarna putih (ada putih-putih pada hitam mata)

Dewasa ini penyakit "mata putih" (katarak) ini dapat disembuhkan terutama dengan semakin majunya teknologi kedokteran saat ini atau karena kadar gula dalam darah dapat dikontrol dengan baik.

Berbeda tentunya dengan Nabi Yaqub a.s. yang kesembuhannya berlangsung secara cepat, mungkin karena mukjizat bagi seorang Nabi atau bisa juga sebagai buah dari "kesabarannya". Maha Suci Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Penyembuh.

#### Kesimpulan

- Saudara-saudara Yusuf merasa cemas dan putus asa ketika menyadari bahwa mereka tidak dapat menepati janji dengan ayah mereka untuk menjaga keselamatan Bunyamin, yang ditahan oleh Yusuf.
- 2. Yahuda meminta kepada saudara-saudaranya agar mereka segera pulang menemui ayah mereka dan menginformasikan bahwa Bunyamin ditahan di Mesir karena dituduh mencuri.
- Penderitaan yang dibarengi dengan kesedihan yang tinggi akan mengakibatkan kebutaan. Oleh karena itu, membiarkan kesedihan berlarut-larut akan berakibat buruk bagi kesehatan mata, bahkan bisa membutakannya.
- 4. Sabar dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan merupakan syarat untuk mencapai apa yang diinginkan.

#### PEMBICARAAN NABI YAKUB DENGAN ANAK-ANAKNYA

## قَالُواتَاللّهِ تَفْتَؤُاتَذَكُرُيُوسُفَحَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْ اَبَتِي وَحُزُنِي إِلَى اللهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْامُونَ ﴿ لِبَنِيَ اذْهَبُوْ افْتَحَسَسُوا مِنْ يُوسُفَ وَاجْدَاء وَلَا تَالْيُسُوامِنْ رَقِح اللهِ إِنَّهُ لَا يَانْيُسُمِنْ رَوْح اللّهِ الْقَوْمُ الْكُفِرُ وَنَى اللّهِ الْقَوْمُ اللّهُ وَلَا تَالْمُ الْقَوْمُ اللّهِ الْمُؤْونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْونَ ﴾ الله وَالله الله وَالله وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### Terjemah

(85) Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau (mengidap penyakit) berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa." (86) Dia (Yakub) menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." (87) "Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir."

(Yμsuf/12: 85) حَرَضًا ±/κοsakata: / ara

Secara harfiyah berarti sesuatu yang tidak lagi masuk hitungan, sesuatu yang tidak berarti. Dalam Al-Qur'an, kata ini hanya terdapat pada Surah Yµsuf/12: 85. Dalam ayat ini, anak-anak Nabi Yakub memintanya agar tidak lagi mengingat Yusuf yang sudah lama hilang. Bila terus saja diingat maka ia akan menderita dan jatuh sakit parah sehingga akhirnya tidak berguna lagi.

Kata lain yang seakar dengan kata ¥ara« ini dalam Al-Qur'an adalah ¥arri«, bentuk kata perintah. Secara harfiyah maknanya adalah "mendorong orang untuk mengerjakan sesuatu dengan memberi sesuatu itu suatu gambaran yang menyenangkan dan mudah diperoleh". Dengan demikian, ¥arri« adalah perintah agar orang mengejar sesuatu karena sesuatu itu sangat penting dan berarti. Kata itu sering diterjemahkan dengan "gerakkan!" Kata ini terdapat dalam Surah an-Nis±'/4: 84 dan al-Anf±l/8: 65, dimana Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah agar menggerakkan kaum Muslimin bila terjadi peperangan.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan kisah Nabi Yakub memperlihatkan kekecewaan dan duka citanya mengingat Yusuf anaknya, sampai-sampai kedua belah matanya menjadi putih, sehingga keadaannya seperti orang buta. Namun demikian, dia bisa menahan amarahnya terhadap anak-anaknya yang

telah menganiaya Yusuf. Pada ayat-ayat berikut ini dikisahkan tentang anakanak Nabi Yakub yang mengharapkan supaya ayahnya tidak selalu memikirkan Yusuf. Nabi Yakub menjawab bahwa kesusahannya itu hanya diadukan kepada Allah swt. Akhirnya Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya kembali ke Mesir untuk mencari informasi seputar keberadaan Yusuf dan Bunyamin serta keadaan mereka sebenarnya.

#### Tafsir

- (85) Pada ayat ini, diterangkan bahwa ketika mendengar keluhan dan kesedihan ayahnya yang mendalam, anak-anak Yakub yang baru kembali dari Mesir berkata kepadanya, yang diawali dengan sumpah kepada Allah sebagai tanda rasa kasih dan sayang mereka, agar dia tidak selalu mengingat Yusuf karena peristiwa Yusuf itu sudah lama berlalu. Kalau selalu mengingat Yusuf, ia akan terus mengalami kesedihan yang mendalam, sehingga dikhawatirkan akan mendapat penyakit yang akan membinasakan atau meninggal dunia karenanya.
- (86) Pada ayat ini, Allah menceritakan jawaban Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ia berkata, "Wahai anak-anakku janganlah kalian mencela dan mencercaku. Aku tidak pernah mengadu kepadamu sekalian, begitu juga kepada manusia yang lain tentang kesedihan dan kesusahanku. Aku mengadu dan menyampaikan keluhan atas musibah yang menimpaku hanya kepada Allah swt. Kepada-Nya aku meminta perlindungan dan memohon untuk menghilangkan kesusahan dan kesedihan itu. Biarkanlah aku bermunajat dengan Tuhanku. Aku mengetahui dari wahyu yang diberikan Allah kepadaku bahwa Yusuf itu masih hidup dan tetap memperoleh rezeki. Ia adalah manusia pilihan Allah. Dia akan menyempurnakan nikmat-Nya kepada Yusuf dan keluarga Yakub. Semua itu tidak kalian ketahui, bahkan mengira bahwa Yusuf itu telah mati."
- (87) Selanjutnya Yakub berkata kepada anak-anaknya bahwa ia tahu bahkan yakin mimpi Yusuf dulu itu benar dan ia akan sujud menghormatinya. Kalau mereka berpendapat lain, Yakub mengingatkan anak-anaknya bahwa satu saat Allah swt akan memperlihatkan kebenaran pendapatnya itu. Untuk itu, ia meminta anak-anaknya untuk kembali ke Mesir menyelidiki sampai mendapat berita yang pasti tentang Yusuf dan adiknya Bunyamin serta tidak berputus asa karena Allah telah berfirman:

## وَمَنْ يَتَقْنُطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّا أَلُونَ

Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat. (al-¦ ijr/15:56)

Orang-orang mukmin tidak akan berputus asa karena musibah yang menimpanya, dan tidak goyah imannya karena bahaya yang melanda. Mereka bersabar dan tabah menghadapi segala kesulitan yang dialaminya. Ia

dengan rela penuh ikhlas menerima takdir dari Allah swt dengan keyakinan bahwa suatu saat nanti Allah akan menghilangkan semua kesulitan itu, sebagaimana firman-Nya:

## إنَّ اللهُ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ أَمَنُواً

Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. (al-¦ ajj/22: 38)

#### Kesimpulan

- 1. Anak-anak Yakub merasa khawatir melihat ayahnya berduka cita dan selalu menangis. Mereka mengharapkan agar ayahnya tidak lagi mengingat Yusuf karena dengan kesedihan yang berlarut-larut, ayahnya akan mendapat penyakit yang parah atau meninggal dunia karenanya.
- 2. Nabi Yakub menegaskan bahwa hanya kepada Allah dia mengadukan kesusahan dan kesedihannya, tidak kepada yang lain. Dia yakin dari ilmu yang diberikan Allah swt kepadanya bahwa Yusuf masih hidup.
- 3. Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya kembali ke Mesir untuk mencari berita tentang Yusuf dan berpesan kepada mereka untuk tidak berputus asa mencarinya, karena putus asa adalah sifat orang-orang kafir dan orang-orang sesat, bukan sifat orang-orang mukmin.

#### ANAK-ANAK YAKUB MENGAKUI KESALAHANNYA

#### **Terjemah**

(88) Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata, "Wahai al-'Az³z! Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." (89) Dia (Yusuf) berkata, "Tahukah kamu (kejelekan) apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari (akibat) perbuatanmu itu?" (90) Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia (Yusuf) menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." (91) Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah (berdosa)." (92) Dia (Yusuf) berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. (93) Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali; dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku."

(Yμsuf/12: 92) تَتْرِيْبَ (Yμsuf/12: 92)

Artinya adalah mencela karena adanya kesalahan. Kata ini hanya terdapat dalam Surah Yµsuf/12: 92, yaitu ucapan Nabi Yusuf kepada kakak-kakaknya bahwa mereka tidak dicela apa-apa lagi. Apa yang sudah berlalu sudahlah, tidak perlu diingat-ingat lagi. Kakak-kakaknya yang dulu pernah mencelakakannya itu semua sudah dimaafkan.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menceritakan bahwa Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya kembali ke Mesir untuk mencari berita tentang Yusuf a.s. karena ia yakin bahwa Yusuf masih hidup. Sebaliknya, mereka seakan-akan tidak percaya bahwa Yusuf masih hidup dan diberi oleh Allah swt kedudukan yang tinggi. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah swt menerangkan bahwa setelah saudara-saudara Yusuf kembali ke Mesir, bertemu dengannya, tahulah mereka bahwa Yusuf betul-betul masih hidup dan ada di hadapan mereka. Mereka lalu mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat, lalu Yusuf memaafkannya.

#### Tafsir

(88) Dalam ayat ini diterangkan bahwa setelah saudara-saudara Yusuf menerima anjuran dari ayahnya untuk kembali ke Mesir, mereka lalu berangkat. Sesampainya di Mesir, mereka masuk ke istana Yusuf dengan segala kerendahan diri. Mereka ingin mengetahui kebenaran keyakinan

ayahnya yang pernah mengatakan bahwa al-'Az³z itu adalah Yusuf. Mereka berkata kepada al-'Az³z bahwa mereka ditimpa musibah kelaparan sehingga mereka menjadi kurus dan lemah karena kekurangan makanan, sedangkan keluarga mereka tidak sedikit. Mereka mengadukan halnya itu kepada al-'Az³z, dengan maksud untuk mengetahui keadaan Yusuf dan Bunyamin. Mereka juga mengemukakan bahwa mereka datang membawa dagangan yang jelek dan rendah mutunya, sehingga mungkin tidak ada pedagang yang mau menawarnya. Mereka berharap agar al-'Az³z mau menolong mereka dengan menyempurnakan takaran dagangannya tanpa mempertimbangkan kejelekannya. Kekurangan yang harus mereka bayar kepadanya agar disedekahkan saja kepada mereka.

Allah membalas budi baik seseorang yang suka bersedekah dan Dia pulalah yang akan mengganti segala apa yang telah disedekahkan dan diinfakkan itu, sebagaimana firman-Nya:

Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. (Saba'/34: 39)

(89) Setelah anak-anak Yakub mengemukakan alasan-alasan mereka kembali ke Mesir, Yusuf menjawabnya dengan mengingatkan mereka atas kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf dan Bunyamin, adiknya. Yusuf juga mengatakan bahwa apa yang mereka perbuat kepada diri dan adiknya adalah perbuatan yang sangat jelek atau buruk. Mungkin karena kejahilan mereka pada waktu itu, mereka tidak mengetahui dan merasakan buruknya perbuatan itu walaupun bertentangan dengan syariat agama serta melanggar kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua dan perintah bergaul dengan baik terhadap karib kerabat. Ini adalah realisasi dari apa yang telah Allah wahyukan kepada Yusuf ketika ia dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sebagaimana firman Allah swt:

### وَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ لِتُنْيَنَّنَّهُ مُ بِأَمْرِهِمْ لَمَ ذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Kami wahyukan kepadanya, "Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. (Yµsuf/12: 15)

(90) Setelah mendengar ucapan Yusuf, timbullah di hati mereka kesadaran bahwa yang di hadapan mereka itu adalah Yusuf. Untuk menguatkan dugaannya, mereka mengajukan pertanyaan dengan penuh rasa heran, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Dua tahun lebih mereka bolak-balik bertemu Yusuf tetapi tidak mengenalinya. Sebaliknya, Yusuf mengenali mereka, namun ia sembunyikan dalam hati. Pertanyaan mereka

dijawab oleh Yusuf dengan mengatakan, "Aku ini adalah Yusuf yang telah kalian aniaya dengan penganiayaan yang cukup berat. Allah swt telah menolongku dan memuliakanku sampai memberiku pangkat yang tinggi. Aku tidak berdaya sama sekali ketika kalian berencana untuk membunuh dan membuangku ke dasar sumur yang dalam. Dan ini adikku, Bunyamin, yang telah kalian pisahkan dari aku, yang kemudian Allah swt memberikan karunia kepadanya sebagaimana kalian lihat. Allah swt melimpahkan karunia-Nya kepada kami berdua, menyatukan kami kembali sesudah berpisah sekian lama, memuliakan kami sesudah dihina, dan menyelamatkan kami dari segala ujian dan cobaan.

Agama telah menetapkan dan pengalaman telah membuktikan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah swt dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya serta selalu sabar menghadapi ujian dan cobaan yang menimpanya serta tipu daya setan dan hawa nafsu yang selalu menggodanya, Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan amalnya itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia diberi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya serta diberi rezeki dari arah yang tidak diduga sebelumnya, dan di akhirat diberi pahala tanpa ada perhitungan. Firman Allah swt:

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. (a - ° al±q/65: 2-3)

Dan firman-Nya:

Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. (az-Zumar/39: 10)

- (91) Setelah Yusuf memberikan pengakuan siapa dirinya sebenarnya dan saudara-saudaranya telah meyakini bahwa al-'Az³z itu adalah Yusuf, mereka secara jujur mengakui kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada Yusuf tentang kelebihan ilmunya, dan ketinggian akhlak yang dimilikinya. Mereka dengan terus terang juga mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat kepada Yusuf dan Bunyamin dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya. Suatu kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah swt kecuali dengan  $taubat nai\mu a a taubat nai\mu a a taubat nai a taubat dangan hati lapang dan budi luhur dari yang bersangkutan.$
- (92) Setelah mendengar pengakuan bersalah dari saudara-saudaranya secara terus terang, Yusuf sebagai seorang nabi, manusia pilihan yang

mempunyai budi pekerti yang mulia, kesopanan yang tinggi, dengan tandas dan gamblang memaafkan segala kesalahan yang telah diperbuat kepadanya dan Bunyamin. Dia mendoakan semoga Allah swt mengampuni dosa saudara-saudaranya dengan syarat mereka mau bertobat dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, menyesali perbuatan buruk itu, bertekad tidak akan mengulanginya lagi, dan senantiasa berbuat baik, karena Allah adalah Maha Penyayang.

Budi pekerti yang mulia dan akhlak yang tinggi sebagaimana yang dimiliki Nabi Yusuf a.s. itu juga pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, yaitu ketika beliau dan bala tentaranya menaklukkan kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad saw bertawaf dan kemudian salat sunat dua rakaat, beliau berdiri di samping Ka'bah menghadap para tawanan perang lalu berkata:

Apakah perkiraanmu terhadap apa yang akan saya perbuat terhadap kalian? Para tawanan menjawab, "Kami hanya menyangka yang baik saja. Anda adalah saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia." Nabi saw berkata, "Saya akan mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh saudaraku Yusuf, "Tidak ada celaan, cercaan, dan kekerasan sekarang ini." Maka keluarlah para tawanan itu (meninggalkan tempat) seakan-akan mereka dibangkitkan dari kubur. (Riwayat al-Bukh±r³ dari Abu Hurairah)

(93) Setelah Yusuf menjelaskan siapa dirinya kepada saudara-saudaranya, dia lalu menanyakan kepada mereka tentang keadaan ayahnya. Mereka menjawab bahwa beliau tidak bisa melihat lagi. Seketika itu Yusuf memberikan baju gamisnya kepada saudara-saudaranya agar dibawa pulang ke negerinya. Sesampainya di rumah, baju gamis itu agar segera disapukan ke wajah beliau, niscaya dia akan melihat kembali. Yusuf berkata demikian berdasarkan wahyu. Dia juga mengetahui bahwa penyebab tertutupnya penglihatan ayahnya ialah terlalu banyak menangis. Apabila ayahnya mengetahui bahwa baju gamis itu adalah miliknya, yang menandakan bahwa ia masih hidup dan selamat dari aniaya dan cobaan yang dialaminya, tentu ayahnya akan senang dan timbul dalam hatinya perasaan gembira, dan akan melihat kembali seperti sediakala. Hal tersebut merupakan mukjizat bagi Nabi Yusuf. Ia juga meminta kepada saudaranya supaya mendatangkan segenap keluarganya ke Mesir, baik laki-laki, perempuan, maupun anakanak, yang menurut suatu riwayat, semuanya berjumlah tujuh puluh orang.

#### Kesimpulan

- Ketika putra-putra Nabi Yakub tiba di Mesir, mereka menghadap al-'Az³z dan mengadukan persoalan mereka dan keluarganya yang ditimpa musibah kelaparan, dan hanya membawa barang dagangan bermutu rendah. Mereka berharap agar barang-barang tersebut diterima sebagai ganti bahan makanan dan kekurangan harganya agar dianggap sebagai sedekah kepada mereka.
- 2. Yusuf mengemukakan pertanyaan kepada saudara-saudaranya ketika memperkenalkan diri apakah mereka masih ingat perbuatan jelek yang telah mereka lakukan terhadap dia dan adiknya.
- 3. Setelah mereka mendengar kata-kata Yusuf itu, saudara-saudaranya segera mengenali orang yang ada di hadapan mereka adalah Yusuf, saudara mereka.
- 4. Setelah mereka mengenali Yusuf, mereka mengakui kelebihannya dan mengakui kesalahan yang mereka lakukan terhadapnya.
- 5. Karena budi pekerti yang mulia dan akhlak yang tinggi, Yusuf memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya yang telah menyakitinya dan mendoakan semoga Allah swt mengampuni mereka.
- 6. Yusuf menyuruh saudara-saudaranya kembali ke negeri asal mereka dengan membawa baju gamis miliknya untuk disapukan ke wajah Nabi Yakub. Dengan demikian, matanya akan melihat lagi seperti biasa. Yusuf juga meminta supaya semua keluarga yang berjumlah tujuh puluh orang itu dibawa ke Mesir.
- 7. Orang yang bertakwa, sabar, dan suka bersedekah akan memperoleh keberuntungan.
- 8. Kaum Muslimin dianjurkan membalas keburukan dengan kebaikan dan memaafkan kesalahan orang lain.

#### YAKUB DAPAT MELIHAT KEMBALI

Terjemah

(94) Dan ketika kafilah itu telah keluar (dari negeri Mesir), ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku)." (95) Mereka (keluarganya) berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." (96) Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya (baju itu) ke wajahnya (Yakub), lalu dia dapat melihat kembali. Dia (Yakub) berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." (97) Mereka berkata, "Wahai ayah kami! Mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah (berdosa)." (98) Dia (Yakub) berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

(Yµsuf/12: 94) تُفنِّدُوْنَ (Yµsuf/12: 94)

Kata *tufannidµn* terambil dari kata *al-fan±d* yaitu pikun, kelemahan pikiran karena tua, atau karena sakit dan salah. Juga dapat berarti bohong.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bagaimana nasihat Yakub ditaati oleh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir mencari berita tentang Yusuf dan adiknya, percakapan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya yang diakhiri dengan permintaan Yusuf kepada saudara-saudaranya agar mendatangkan semua keluarganya ke Mesir untuk hidup bersama-sama di sana. Pada ayatayat berikut ini, Allah swt menerangkan kisah percakapan antara Yakub dengan anak-anaknya sesampainya mereka di rumah, penglihatan Yakub kembali berfungsi seperti biasa, serta pengakuan mereka kepada ayahnya tentang kejahatan yang telah mereka perbuat terhadap Yusuf dan adiknya.

#### Tafsir

(94) Tatkala barisan unta putra-putra Yakub keluar dari perbatasan negeri Mesir menuju tanah Syam, berkatalah Yakub kepada cucu-cucunya dan para kerabat yang berada di sampingnya pada waktu itu, "Aku telah mencium bau Yusuf yang wangi, seperti baunya yang pernah aku kenal di waktu kecilnya. Andaikata kalian tidak berburuk sangka kepadaku, menyangka bahwa aku lemah akal, rusak pikiran karena terlalu tua, tentunya kalian akan membenarkan ucapanku ini bahwa aku benar-benar telah mencium bau Yusuf, dan dia masih hidup. Tidak lama lagi aku akan berjumpa dengannya dan merasa senang melihatnya." Ini adalah suatu mukjizat bagi Yakub yang dapat mencium bau Yusuf dari tempat yang amat jauh, kira-kira delapan hari perjalanan unta waktu itu.

- (95) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak seorang pun di antara keluarga Yakub yang membenarkan ucapannya, bahkan mereka mengecamnya dengan ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan kepada orang tua. Menurut mereka, Yakub keliru karena merasa akan segera berjumpa dengan Yusuf, padahal dalam anggapan mereka Yusuf telah tewas diterkam serigala. Anggapan Yakub ini, menurut mereka, sebagai tandatanda kesesatannya.
- (96) Pada ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa setelah pembawa kabar gembira itu sampai ke tempat ayahnya sesuai dengan anjuran Yusuf, Yahuda tampil ke depan membawa baju gamis Yusuf dan mengusapkannya ke wajah Yakub. Mata Yakub dengan seketika kembali melihat seperti sediakala. Yakub berkata kepada putra-putranya, "Bukankah pernah kukatakan kepadamu ketika aku menyuruhmu ke Mesir mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya, bahwa sesungguhnya aku tahu dengan perantaraan wahyu dari Allah swt, bukan khayalan dan angan-angan bahwa Yusuf itu masih hidup sedang kamu tidak mengetahuinya." Penyerahan baju Yusuf kepada ayahnya oleh Yahuda sebagai bukti bahwa Yusuf masih hidup mengingatkan Yakub pada penyerahan baju Yusuf yang berlumuran darah oleh Yahuda sebagai bukti bahwa Yusuf telah diterkam serigala.
- (97) Setelah saudara-saudara Yusuf melihat bukti-bukti dan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, mereka menjadi sadar dan dengan jujur mengakui kesalahannya. Mereka juga meminta kepada ayahnya agar mau memohonkan ampun kepada Allah swt atas kedurhakaan yang telah mereka perbuat kepada ayahnya dan kezaliman yang dilakukan terhadap Yusuf. Pengakuan saudara-saudara Yusuf tentang kesalahan dan dosa yang telah diperbuat itu adalah pengakuan yang kedua kalinya. Sebelum itu, mereka pernah mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Yusuf, hanya pada waktu itu Yusuf langsung memohonkan ampunan dari Allah swt tanpa permintaan dari mereka.
- (98) Setelah Yakub melihat kesadaran dan pengakuan anak-anaknya atas kesalahan yang mereka perbuat dengan terus terang serta permintaan mereka supaya ayahnya memohonkan ampunan kepada Allah swt, beliau menjawab, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Allah swt. Semoga Allah swt mengampunimu semua karena Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah tidak akan mengecewakan seorang mukmin yang memohon kepada-Nya dengan sungguh-sungguh."

### Kesimpulan

 Yakub bisa mencium aroma tubuh Yusuf ketika rombongan unta saudara-saudara Yusuf yang membawa bajunya baru saja melewati perbatasan Mesir menuju Syam. Ini merupakan mukjizat Yakub, namun pernyataannya ini tidak dibenarkan oleh anggota keluarganya bahkan mereka mengatakan bahwa dia keliru jika menyangka Yusuf masih hidup, karena mereka yakin Yusuf sudah mati.

- 2. Berkat mukjizat Yusuf, begitu baju gamisnya yang dibawa oleh saudarasaudaranya diberikan kepada Yakub dan diusapkan ke matanya, seketika itu matanya bisa melihat kembali seperti semula.
- Kenyataan-kenyataan ini menyadarkan saudara-saudara Yusuf atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Lalu mereka memohon agar ayah mereka, Yakub, memintakan ampun kepada Allah atas kesalahankesalahan tersebut.
- 4. Mengembalikan kepercayaan yang sudah rusak tidak mudah. Oleh sebab itu, kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita harus dijaga.

### PERTEMUAN YUSUF DENGAN ORANG TUANYA

فَكَمَّادَخُلُوْاعَلَى يُوسُفَ الْوَ الْكِهِ اَبُوكِهِ وَقَالَاذُخُلُوْا مِصْرَ إِنْ شَاءَا اللهُ الْمِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ اَبُونِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخُرُوْالَهُ شُجَّدًا ۚ وَقَالَ بَيَابَتِ هٰذَا تَأْوَيُلُ رُءُ يَا يَ مِنْ قَبُلُ ۚ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّ وَقَدُ اَحْسَنَ بِي إِذْ اَخْرَجِنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءً بِكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعَدِ اَنْ نَّرَعَ الشَّيْطِنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيْفُ لِمَا يَشَاءً أَلَنَهُ هُو الْعَلِيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ

### Terjemah

(99) Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, dia merangkul (dan menyiapkan tempat untuk) kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman." (100) Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka (semua) tunduk bersujud kepadanya (Yusuf). Dan dia (Yusuf) berkata, "Wahai ayahku! Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak (hubungan) antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku Mahalembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

(Yµsuf/12: 100) خَرُّوا (Yµsuf/12: 100)

Kata tersebut merupakan *fi'il mā«i* (kata kerja lampau), dalam bentuk *jama'* (orang banyak), dari *kharra – yakhirru – kharr(an)*. Dalam beberapa

tempat, kata *kharra* (mufrad), berarti jatuh. Misalnya, dalam Surah al-A'raf/7: 143, difirmankan *wa kharra Mµsa ja'iq*(an) artinya: *dan Nabi Musa jatuh pingsan*. Demikian pula dalam Surah al-¦ ajj/22: 31, *faka'annam± kharra minas-sam±*', artinya: *maka seakan-akan dia jatuh dari langit*. Kata *kharr±* dalam Surah Yusuf/12: 100 ini tentu bukan berarti mereka jatuh, tetapi berarti mereka (saudara-saudara Nabi Yusuf) membungkukkan diri kepada Yusuf. Menurut komentar Ab± ¢±lih yang merujuk Ibnu 'Abb±s, sujud saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf adalah dalam bentuk membungkuk seperti yang dilakukan orang-orang ajam, dan tidak dalam bentuk sujud yang biasa dilakukan ketika menunaikan salat.

#### Munasabah

Pada kisah yang lalu diterangkan bahwa Yusuf menyuruh saudara-saudaranya supaya semua keluarganya baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak dibawa ke Mesir untuk hidup bersamanya. Ayat-ayat berikut ini memberitakan bahwa keluarga mereka telah berangkat meninggalkan negeri Kan'an menuju Mesir. Setelah diberitahukan bahwa mereka tidak lama lagi akan tiba, Yusuf langsung pergi menjemputnya dan memerintahkan menterimenteri serta pembesar-pembesar Mesir supaya ikut bersamanya menjemput Nabi Yakub a.s dan keluarganya.

#### **Tafsir**

(99) Pada ayat ini, dijelaskan bahwa saudara-saudara Yusuf pulang ke negerinya untuk memboyong semua keluarganya ke Mesir sesuai dengan anjuran Yusuf. Setelah sampai, mereka memberitahukan kepada kedua orang tuanya tentang kedudukan Yusuf di Mesir, dimana dia adalah penguasa yang berkuasa penuh di sana. Disampaikan pula bahwa Yusuf mengundang semua keluarganya untuk menetap di Mesir bersama-sama dengannya, menikmati kemajuan dan keindahan kota Mesir. Mendengar berita itu, berangkatlah mereka bersama-sama ke Mesir. Setelah sampai di Mesir mereka bertemu dengan Yusuf dan rombongan yang pergi menjemput mereka di tengah jalan. Yusuf merangkul kedua orang tuanya dan berkata, "Silakan memasuki negeri Mesir dengan selamat dan aman, insya Allah kamu sekalian tidak akan mengalami kesulitan dan kelaparan, sekalipun musim kemarau masih saja mencekam." Ucapan "Insya Allah" yang dikatakan Yusuf ini menjadi pelajaran bagi kita kaum Muslimin bahwa apabila hendak melakukan sesuatu, supaya disandarkan kepada kehendak Allah. Hal ini telah menjadi kebiasaan bagi para nabi dan ¡idd³g³n. Hal tersebut sesuai pula dengan maksud firman Allah swt:



Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi," kecuali (dengan mengatakan), "Insya Allah." (al-Kahf/18: 23 dan 24)

(100) Ayat ini menjelaskan Yusuf kemudian mengangkat kedua orang tuanya dan mendudukkan mereka di atas singgasana sebagai penghormatan lebih daripada apa yang telah diperbuat kepada saudara-saudaranya. Mereka merebahkan diri seraya sujud memberi hormat kepada Yusuf, sebagaimana lazimnya orang-orang memberi hormat kepada raja dan para pembesar pada waktu itu. Yusuf lalu berkata, "Wahai ayahku! Inilah takbir mimpiku dahulu ketika saya masih kecil yang telah saya sampaikan kepada ayah dengan ucapan:

### اِنِّيْ رَائِثُ اَحَدَعَشَرُكُوْكُمُا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ رَائِثُهُمْ لِيُ سُجِدِيْث

Sungguh, aku (bermimpi) melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku. (Yµsuf/12: 4)

Lebih lanjut Yusuf berkata, "Allah swt menjadikan mimpiku itu benarbenar terjadi, bukan khayalan. Sebelas bintang itu adalah saudara-saudaraku yang berjumlah sebelas orang, sedang matahari dan bulan adalah ayah dan ibuku." Dengan keluarga inilah Allah swt memelihara keturunan Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim as, untuk mengembangkan agama tauhid di muka bumi ini. Selanjutnya Yusuf berkata kepada ayahnya, "Allah swt telah berbuat baik kepadaku. Dia melepaskan aku dari penjara dan mengangkatku sebagai penguasa. Dia memindahkan ayah dari dusun padang pasir berpenghidupan sederhana dan kasar, ke negeri yang ramai, menikmati hidup yang bahagia, penyiaran agama yang benar, dan tolong menolong di dalam memajukan ilmu pengetahuan. Ini semua terjadi setelah setan memutus hubungan silaturrahim antara aku dan saudara-saudaraku sehingga rusaklah hubungan persaudaraan, dan timbullah rasa dengki dan buruk sangka antara kita. Sesungguhnya Allah swt Maha Mengetahui segala sesuatu yang bagaimanapun halusnya, bersifat lemah lembut kepada hamba-hamba-Nya, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dengan kebijaksanaan-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi hamba-hamba-Nya. Tiada suatu hal yang tersembunyi bagi-Nya. Mahabijaksana di dalam segala hal, membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan, dan kesudahan yang baik diberikan kepada orangorang yang bertakwa."

### Kesimpulan

 Setelah bertemu dengan orang tuanya, Yusuf langsung merangkul dan mempersilahkannya memasuki Mesir dengan aman di bawah lindungan Allah swt.  Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana. Kedua orang tuanya beserta keluarganya yang lain sujud menghormat kepadanya sesuai dengan kebiasaan orang-orang memberi hormat kepada raja dan para pembesar pada waktu itu. Saat itulah Yusuf mengingatkan kembali, bahwa inilah takbir mimpinya dulu sewaktu dia masih kecil.

### PERNYATAAN SYUKUR DAN DOA YUSUF A.S.

# رَبِّ قَدْ الْتَيْتَنِيِّ مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأُو يُلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَا وَ وَالْاَرْضُ الْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأُو يُلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَا وَالْاَرْضُ الْعَلَيْ فَاللَّهُ مِنْ الْمُلْكِمِيْنَ ۞ انْتَ وَلِي الْمُلْلِحِيْنَ ۞

### Terjemah

(101) Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. (Wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.

### Kosakata: $Ta'w^3l$ al-A $\neq$ $\pm di$ j ثَأُو ِيْلُ ٱلْأَحَادِيْثِ (Y $\mu$ suf/12: 101)

Kata  $ta'w^3l$  terambil dari kata  $\pm la$  yang berarti kembali. Dari segi bahasa, kata ini dapat berarti "penjelasan dengan mengembalikan sesuatu kepada hakikatnya", atau "substansi sesuatu", atau "tibanya masa sesuatu".  $Ta'w^3l$  yang dimaksud oleh ayat ini adalah kenyataan di lapangan tentang apa yang dilihat dalam mimpi. Makna ini bisa diambil jika kata  $al-a\not=\pm d^3\not=\pm d^3\not=\pm$ 

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Yusuf memuji Tuhannya atas karunia yang telah diberikan kepadanya, yaitu dibebaskannya dari penjara, dan dipertemukan kembali dengan kedua orang tua dan saudara-saudaranya yang lain sesudah berpisah beberapa waktu lamanya. Pada ayat berikut ini disebutkan pernyataan syukur Yusuf karena telah diberi ilmu menakwilkan mimpi dan doanya agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah di dunia dan akhirat.

### Tafsir

(101) Ayat ini adalah pernyataan dan doa yang diucapkan Yusuf a.s. sesudah Allah swt menyelamatkannya dari dalam sumur, membebaskan dari fitnah istri al-'Az<sup>3</sup>z dan perempuan-perempuan lainnya, membebaskan dari penderitaan dalam penjara, dan menganugerahinya pangkat dan kedudukan sesudah bebas dari semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Yusuf segera berdoa memohon kepada Allah swt supaya dilipatgandakan pahalanya di akhirat kelak sebagaimana dilipatgandakan karunia yang diterimanya di dunia. Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku kedudukan dan kekuasaan, mengajarkan kepadaku takbir mimpi, dan memberitahukan kepadaku hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam wahyu-Mu. Ya Allah! Engkaulah Pencipta langit dan bumi ini, menciptakan keduanya dengan baik dan teratur, kokoh dan rapi, Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, melindungiku dari maksud jahat orang-orang yang memusuhiku dan orangorang yang ingin berbuat jahat kepadaku. Ya Allah Yang Mahakuasa! Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, sesuai dengan wasiat leluhurku yang berbunyi:

### وَوَصَى بِهَا ٓ إِبْرَاهِ مُرَبَنِيْهِ وَيَعْقُونُ ثَيْبَنِيٓ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوثَنَّ إِلاَّ وَٱنْتُعُرُ مُسْلِمُونَ \*\*

Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. (al-Baqarah/2: 132)

Yusuf melanjutkan doanya dengan mengatakan, "Ya Allah Ya Tuhanku! Masukkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang yang saleh dari leluhur kami seperti Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishak, begitu pula dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Engkaulah Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Mahakuasa atas segala sesuatu."

### Kesimpulan

Ayat ini menerangkan bagaimana akhlak seorang nabi ketika menerima karunia Allah swt, mensyukurinya dan kemudian berdoa agar tetap istikamah dalam mengamalkan ajaran agama sehingga ketika wafat berada dalam keadaan iman dan Islam dan bisa bergabung dengan orang-orang yang saleh.

### KISAH YUSUF A.S. MENGUATKAN KENABIAN MUHAMMAD

## ۮ۬ڔڮ؈ٛٵٛڹٛٵۜۼٵٮٚۼؽڔؚٷٛڿؿڡۭٳڮڬٷڡٵػؙٮ۫ٛؾؘڶۮؽڔۣؠٞٳۮٛٵڿٛڡڬٷۤٳٲۺۯۿؠٞۅؘۿؙؠؙؽؠٛڴۯۉڹ۞ ۅؘڡۧٵڴؙڗؙٵٮۜٙڛۅؘڮٷػۯڞؾڔؚؠؙٷ۫ڡڔڹؽڹ۞ۅؘڡٵڎٮٮٛٛٵ۠ۿؠٞٚۼڮؽڣؚڡؚڹٛٲڿڔۣۧ۠ٳڹٛۿۅؘٳڵؖٳۮؚڴڰ ۘڒؚڵۼٵؘڡؚؿؙڹۧ۫۞

Terjemah

(102) Itulah sebagian berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); padahal engkau tidak berada di samping mereka, ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat (untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur). (103) Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. (104) Dan engkau tidak meminta imbalan apa pun kepada mereka (terhadap seruanmu ini), sebab (seruan) itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

(۲µsuf/12: 104) اُجْر (Yµsuf/12: 104)

Kata yang terdiri dari (  $\supset - \lnot - \ifmmode 1 \ifmmode 1 \ifmmode 1 \ifmmode 2 \i$ 

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan kisah Yusuf yang diakhiri dengan doa agar istikamah dalam hidup, wafat dalam keadaan Islam, dan bergabung dengan orang-orang yang saleh. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah swt menerangkan bahwa kisah Nabi Yusuf menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad saw karena beliau mendapat informasi ini langsung dari Allah, bukan dari orang lain.

#### Sabab Nuzul

Diriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad saw, agar menceritakan kepada mereka kisah Yusuf dan berjanji akan masuk Islam. Setelah Muhammad saw menceritakan kepada mereka kisah Yusuf sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab Taurat, mereka tetap tidak beriman dan tidak memenuhi janjinya, sehingga Nabi berduka cita. Untuk menenangkan hatinya, maka turunlah ayat ini.

#### Tafsir

(102) Pada ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa kisah Yusuf yang telah dipaparkan di atas termasuk berita gaib. Berita gaib itu diwahyukan kepada Muhammad. Sebelumnya, ia dan umat Islam tidak mengetahuinya. Dia juga tidak mengetahui ketika saudara-saudara Yusuf bersatu dan sepakat untuk membuang Yusuf ke dalam sumur yang dalam, dan ketika mereka mengatur tipu daya dan makarnya. Muhammad saw mengetahui peristiwa yang telah dialami oleh Yusuf itu dengan perantaraan wahyu dari Allah swt. Peristiwa ini merupakan bukti yang nyata atas kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad saw. Bagi orang yang sadar, bukti ini menjadi alasan untuk mempercayai dan membenarkan kerasulan Muhammad saw itu.

(103) Pada ayat ini, diterangkan bahwa orang-orang yang telah benarbenar kafir dan terus-menerus membangkang, tidak akan beriman bagaimanapun kita mengharap dan menginginkannya, sekalipun telah diberikan alasan-alasan yang nyata dan meyakinkan. Begitu pula halnya dengan kebanyakan orang Quraisy Mekah, sekalipun telah diberikan buktibukti yang nyata, mereka tidak akan percaya dan tidak akan membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad saw. Oleh sebab itu, beriman atau tidaknya seseorang setelah menerima dakwah rasul bukan menjadi tanggung jawabnya. Firman Allah swt:

Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. (al-Qa¡a¡/28: 56)

(104) Pada ayat ini, Allah swt mengingatkan Muhammad saw agar tidak meminta upah kepada siapa pun, sebagai imbalan dari dakwah dan anjurannya supaya mereka taat dan menyembah hanya kepada Allah swt serta meninggalkan agama berhala. Allah yang akan memberikan upah dan pahala atas usahanya itu, karena memang Al-Qur'an diturunkan kepadanya sebagai petunjuk melaksanakan tugasnya sebagai rasul. Al-Qur'an merupakan peringatan dan nasihat untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

### Kesimpulan

 Kisah Nabi Yusuf adalah berita gaib yang diwahyukan Allah swt kepada Muhammad untuk menguatkan bukti kenabian dan kerasulannya, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak beriman kepadanya. Namun demikian, pada umumnya, manusia tetap tidak beriman.

- Dalam melaksanakan dakwah dan menunaikan tugas-tugas keagamaan, Nabi Muhammad dan rasul-rasul lainnya tidak pernah meminta upah dan imbalan dari siapa pun. Imbalan yang akan diterimanya adalah pahala di akhirat nanti.
- 3. Al-Qur'an diturunkan sebagai pelajaran, nasihat dan petunjuk untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

### BANYAK MANUSIA TIDAK MEMAHAMI TANDA-TANDA KEESAAN ALLAH SWT

## ۉڰۢٳۜؾڬ؞ڡؚٞڹٛٳڮڎۭٟ؋ۣٳڵؾۜۘۘۘؗۿۏؾؚۅٲۘڵٲۯۻؿؙۘػؙٷ۫ڹؘۘػؽؽٵۅۿؠ۫ٙٛۼڹٛؠٵڡؙۼڔۻؙۏڹٙ۞ۅؘڡٵؽٷۧۄڹؙ ٲڪٛؾؙٛڒۿؠ۫ٳڛؗٚڍٳڵٲۅۿؠٞٞۺؙۺؚڮؙۏٛڬ۞ٲڡٚٲۄٮؙٷٙٳڶڹٛؾٲؿۿؠٞڠٳۺؽڐٞؗڡؚٞڹٛۼٵٳڛڵؠ ۘٲۉؾؙٲؚ۫ؾؽۿؙؠؙٳڵڛۜٵۼڐؙڹۼٛؾڐۘۊؘۿؠٞڵٳؽۺٛۼؙۯۏڹٙ۞

### Terjemah

(105) Dan berapa banyak tanda-tanda (kebesaran Allah) di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. (106) Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-Nya. (107) Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan Kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?

(Yµsuf/12: 107) غَاشيَةُ

Kata *g±syiyah* terambil dari kata *gasyiya* yang berarti "menutupi" atau "meliputi semua bagiannya". Kata yang digunakan ayat ini adalah predikat dari kata lain yang tidak disebut, tetapi cukup jelas dilihat dari konteks ayatnya, yaitu kata "siksa".

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan bahwa kebanyakan manusia tidak mau beriman sekalipun Muhammad saw berusaha mengajak mereka ke arah jalan yang benar karena beliau sangat menginginkan kebahagiaan umatnya. Mereka juga tidak mau memperhatikan bukti-bukti yang menunjukkan kenabian beliau. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baru. Tidak sedikit manusia yang lalai dan tidak mau memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah

dan bukti-bukti keesaan-Nya, padahal mereka selalu melihat dan merasakannya dalam kehidupan sehari-hari.

#### **Tafsir**

(105) Pada ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa tidak sedikit tandatanda yang menunjukkan keesaan, kesempurnaan, dan kekuasaan-Nya, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, lautan, tanamtanaman, dan lain-lain, yang bisa dilihat dan disaksikan sendiri oleh manusia. Akan tetapi, mereka tidak memperhatikannya dan tidak memikirkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Semua itu menunjukkan bahwa Allah swt itu Esa, tiada Tuhan melainkan Dia. Dialah yang menciptakan semua makhluk dengan sempurna dan teratur. Kalaupun ada di antara mereka yang berusaha ingin mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, tetapi mereka lupa kepada Penciptanya. Dengan akalnya, mereka asyik menerapkan ilmunya, mengembangkan dan memanfaatkannya, tetapi jiwa mereka kosong dari mengingat Allah dan tidak beriman kepada-Nya. Ilmu saja, meskipun ada gunanya, tetapi tidak bermanfaat di akhirat kecuali apabila dilandasi iman kepada Allah. Alangkah berbahagianya orang yang dapat menyatukan keduanya. Orang itulah yang akan memperoleh kebaikan di dunia, dan akhirat serta selamat dari azab api neraka kelak.

(106) Ayat ini menjelaskan keadaan orang-orang Quraisy Mekah. Di samping percaya kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu, mereka juga menyekutukan-Nya. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan semua yang ada di bumi maupun di langit, mereka akan menjawab dengan tegas bahwa yang menciptakan semuanya itu ialah Allah swt sebagai tercantum dalam Al-Qur'an:

### وَلَيِنْ سَالْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ آكُمُ وَكُم لَا يَعْلَمُونَ

Dan sungguh, jika engkau (Muhammad) tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab, "Allah." Katakanlah, "Segala puji bagi Allah," tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (Luqman/31: 25)

Pengakuan Quraisy Mekah terhadap eksistensi Allah juga diikuti dengan mempersekutukan-Nya. Mereka menyembah berhala dan menjadikan pendeta sebagai tuhan. Bahkan, ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Mahasuci Allah swt dari apa yang dituduhkan itu. Menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad saw tentang dosa yang paling besar. Nabi saw menjawab:

Bahwa kamu jadikan sekutu bagi Allah swt padahal Dialah yang menciptakanmu. (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim dari Ibnu Mas'µd)

(107) Dalam ayat ini, Allah mempertanyakan apakah orang-orang yang mengakui Allah swt sebagai Penciptanya tetapi juga menyekutukan-Nya dengan mengadakan sembahan-sembahan selain-Nya, merasa aman dari azab yang akan menimpa mereka secara tiba-tiba. Apakah mereka merasa aman tidak akan menemui kematian secara mendadak dan tidak pernah diduga sebelumnya? Sekali-kali tidak! Sewaktu-waktu Allah swt dapat saja menimpakan azab kepada mereka, begitu juga Allah swt dapat memerintah-kan Malaikat Izrail untuk mencabut nyawanya secara mendadak tanpa diduga sebelumnya apabila Allah menghendaki. Allah swt Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, sebagaimana firman-Nya:

### إِنَّ رَبِّكَ فَعَالُ لِمَايُرِيْدُ

Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. (Hµd/11: 107)

Sejalan dengan ayat 107 ini, firman Allah swt:

Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu, merasa aman (dari bencana) dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau (terhadap) datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari, atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan; sehingga mereka tidak berdaya menolak (azab itu), atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa). Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. (an-Na¥I/16: 45-47)

Di antara hikmah disembunyikannya waktu kedatangan azab yang seolah-olah dengan tiba-tiba atau pencabutan nyawa oleh Izrail secara mendadak, ialah supaya mereka selalu siap siaga akan datangnya ajal. Dengan demikian, mereka selalu patuh dan taat dalam melaksanakan ibadah serta tidak melakukan maksiat. Mereka sadar hanya kepada Allah swt manusia menyembah dan tidak menyekutukan-Nya sedikit pun.

### Kesimpulan

 Betapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah swt di langit dan di bumi tetapi manusia tidak memperhatikannya, dan tidak mengambil pelajaran darinya.

- 2. Banyak manusia yang mengakui bahwa Allah swt yang menciptakan segala sesuatu yang ada, tetapi mereka tetap saja mempersekutukan-Nya dan mengadakan sembahan-sembahan selain dari pada Allah.
- Allah mencela mereka dengan mempertanyakan apakah mereka itu merasa aman tidak akan ditimpakan azab, dan tidak akan dicabut nyawanya secara mendadak, padahal sewaktu-waktu Allah swt dapat saja melakukan yang demikian itu.

### CARA NABI MUHAMMAD SAW BERDAKWAH

قُلُهٰذِهٖ سَبِيْنِيَّ اَدْعُوۤ اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيُّ وَسُبَعْنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَامِنَ اللّٰهُ وَكَاللّٰهِ وَمَا اَنَامِنَ اللّٰهُ وَكَاللّٰهِ وَمَا اَنْهُ وَمَا اَنْهُ وَكَاللّٰهُ وَكَاللّٰهُ وَكَاللّٰهُ وَكَاللّٰهُ وَكَاللّٰهُ وَكَاللّٰهُ وَكَاللّٰهُ وَكَاللّٰهُ وَكَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلِمُ الللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰل

### Terjemah

(108) Katakanlah (Muhammad), "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan yakin, Mahasuci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik." (109) Dan Kami tidak mengutus sebelummu (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul). Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

### (Yµsuf/12: 108) بَصِيْرَةَ (Yµsuf/12: 108)

Lafal  $ba_i$   ${}^3rah$  terambil dari kata  $ba_i$   ${}^2r$  jamaknya  $ab_i$   ${}^2r$ , sedang  $ba_i$   ${}^3rah$  jamaknya  $ba_i$   ${}^2r$  yang berarti alat untuk melihat.  $Ba_i$   ${}^3rah$  juga dinisbahkan kepada kekuatan untuk melihat termasuk melalui mata sebagai panca indera untuk melihat, kendati ungkapan tersebut sangat jarang sekali digunakan dan lebih banyak digunakan pada kekuatan hati dalam menangkap berbagai fenomena.  $Ba_i$   ${}^3rah$  juga diartikan dengan keyakinan dan kemantapan.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan bahwa kebanyakan manusia tidak memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit

dan di bumi, dan tidak mengambil pelajaran dari bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah swt. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah swt menyuruh rasul-Nya supaya memberi tahu manusia bahwa tugasnya adalah berdakwah mengajak manusia beribadah kepada-Nya dengan penuh keikhlasan.

#### Tafsir

(108) Pada ayat ini, Allah swt memerintahkan kepada Muhammad saw untuk memberitahu umatnya bahwa dakwah yang dijalankannya, yang bertujuan mengajak manusia mengesakan Allah swt dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada-Nya, adalah menjadi tugas dan kewajibannya. Rasul memiliki keyakinan bahwa usahanya ini akan berhasil karena apa yang dikemukakan dan dilaksanakannya dilandasi dengan bukti-bukti dan hujjah yang nyata. Yang demikian itu menjadi tugas dan kewajiban bagi orangorang yang mempercayai dan mengikutinya sehingga segala macam bentuk penghambaan kepada selain Allah bisa musnah dari permukaan bumi ini. Perhatikanlah firman Allah swt yang mengajarkan cara berdakwah kepada Rasul dan umatnya:

### أُدْعُ إِلَىٰ سَبِينِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. (an-Na¥I/16: 125)

Pada potongan ayat berikutnya, Allah mengajarkan Muhammad saw untuk mensucikan-Nya dari tuduhan adanya sekutu dengan mengatakan Mahasuci Allah swt dari sangkaan bahwa Dia mempunyai sekutu dalam kekuasaan-Nya, dan ada yang wajib disembah selain Dia. Langit dan bumi serta segala isinya, bahkan semua yang ada, bertasbih menyucikan Allah dari hal yang demikian itu, firman Allah swt:

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia adalah Maha Penyantun, Maha Pengampun. (al-Isr±'/17: 44)

Ayat 108 ini ditutup dengan satu ketegasan bahwa Nabi Muhammad saw tidak termasuk orang-orang yang musyrik.

(109) Pada ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa Dia tidak mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad saw kecuali laki-laki, bukan malaikat, dan

bukan perempuan, serta menurunkan kepada mereka wahyu. Para rasul berasal dari penduduk negeri itu sendiri, supaya mereka mengikutinya. Ini merupakan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh orangorang yang mengingkari kenabian Muhammad saw, yang menghendaki supaya rasul yang diutus itu dari jenis malaikat sebagaimana dikisahkan Allah swt di dalam firman-Nya:



Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. (al-Mu'minµn/23: 24)

Tidakkah orang-orang musyrik Quraisy yang mendustakan kenabian Muhammad saw dan mengingkari apa yang dibawanya seperti mengesakan Allah, mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya, bepergian di muka bumi dan melihat serta menyaksikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul dahulu. Mereka dibinasakan dan negerinya dihancurkan, seperti yang dialami kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, dan lain-lainnya. Sebaliknya orang-orang yang percaya kepada Allah dan rasul-Nya dan takut menyekutukan Allah, tidak berbuat dosa dan maksiat, akan memperoleh kesenangan nanti di negeri akhirat yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan apa yang didapat orang-orang musyrik di dunia ini. Apakah mereka tidak memikirkan perbedaan imbalan dan balasan antara orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang percaya. Kesenangan yang didapat di dunia oleh orang-orang yang ingkar itu sangat terbatas. Apabila mereka meninggal dunia berakhirlah kesenangan itu, dan di negeri akhirat kelak mereka mendapat azab yang amat pedih tak henti-hentinya. Dan kesenangan yang diperoleh orang-orang yang beriman, tidak saja di dunia tetapi sampai ke akhirat nanti, karena kesenangan yang diperolehnya itu abadi selamanya.

### Kesimpulan

- Tugas dan kewajiban Muhammad saw ialah berdakwah menyeru kepada umatnya untuk memeluk agama Islam dengan hujjah yang nyata dan akan diikuti oleh orang-orang yang percaya kepadanya sebagai penerus Nabi. Mahasuci Allah dari sekutu dan Muhammad saw bukanlah seorang musyrik.
- 2. Allah swt selalu mengutus rasul sejak dahulu sampai yang terakhir, yaitu Muhammad saw, dari jenis laki-laki, bukan malaikat dan bukan pula perempuan.
- Ayat ini mencela orang-orang kafir yang senang bepergian ke berbagai negara, namun mereka tidak mengambil pelajaran dari reruntuhan sisasisa sejarah kaum-kaum terdahulu yang menentang keimanan kepada Allah.

### PELAJARAN DARI KISAH YUSUF A.S.

# ػؾٝٚٛٚۯٙۮٵۺؾٵٛؽػڛٵڷڗؙڛؙڶۘٷڟؾؙٛٷٙٵ؞ٞؠؙؠؙٛڨۮڴۮؚؠٷٛٳۼۜٲۼۿڗؙڡٚڞؙڒؘڵڡٛۜڹؙڿؚڲؠٮٛڹٛۺۜٵۼٛ ٷڮؽؙڒڎؙڹٲ۠ڛؙٵۼۯۣٲڡٚٷٛڡؚڵڵڿٞڔڡؽڹ۞ڷڡٞۮڰڶڔڣۣڡٛڞڝؚڔٟؠٛ؏ڹڔؙٞۊٞٞڵؚۉؙڸؚٳؙڵٲڷؠٵؚؚؖٞٵٵػٵڹ ڂڔؽڟؙؿؙ۠ڡؙؙؾؙڒؽٷڶڮڹٛؾڞڋؽڨٲڵۜۮؚؽؠؽؙڽؽۮؽڿۏؾؘڡٛٚڝؽٙۯڲؙڸۺؽۼٟۊۜۿڐؽ ۊٙۯڂۘڡؙڐٙڵؚڡٚٷ۫ڡٟؿؙٷؙڡؚڹؙٷ۫ڹؘۺ

Terjemah

(110) Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan kaumnya) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka (para rasul) itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang yang Kami kehendaki. Dan siksa Kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa. (111) Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

#### Kosakata:

### 1. Ba'suna بَأْسُنَا (Yµsuf/12: 110)

Akar kata yang terdiri dari ( ب - أ - س) mempunyai arti syiddah yaitu kepahitan, cobaan yang berat yang menghimpit seseorang, kesusahan, malapetaka, siksaan, dan lain sebagainya. Yang satu rumpun dengan akar kata ini adalah kata "al-ba's±'" yang artinya malapetaka. Jika dikatakan rajulun <sup>©</sup>u ba'sin artinya lelaki itu pemberani, kekar, kuat, sehingga bisa mengalahkan dan mematahkan lawan lawannya. Pada ayat ini diterangkan bahwa siksaan Allah terhadap mereka yang berdosa tidak akan bisa ditolak oleh siapa pun juga.

### (12: 111) عبْرَة 1brah 2. 'Ibrah

Akar kata yang terdiri dari ( ૭- ५- ७) mempunyai arti berlalu, melalui, melampaui, menyeberangi, dan lain sebagainya. Ungkapan *mi'bar* adalah tempat di pinggir kali yang digunakan untuk menyeberangi kali tersebut. Air mata disebut *'abrah* karena ia meleleh dan mengalir dari kelopak mata. Jika dikatakan *"abbartu ad-dan±nir"* artinya *"aku menimbang-nimbang dinar itu satu demi satu."* Dari sini muncul ungkapan *'ibrah* atau *i'tib±r* yang

seringkali diterjemahkan dengan mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu, karena seseorang yang mengambil pelajaran berarti dia akan membandingkan antara satu peristiwa masa kini dengan peristiwa masa lalu, sebagaimana orang yang akan menyeberangi sungai, dia akan melihat tempat penyeberangan pertama ke tempat penyeberangan yang kedua. Atau sebagaimana seorang yang membandingkan satu dinar dengan dinar yang lain ketika menakar.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan cara-cara yang harus dijalani atau ditempuh oleh para nabi dalam berdakwah melenyapkan kemusyrikan. Pada ayat-ayat ini dijelaskan bahwa pertolongan Allah kepada para rasul akan datang ketika mereka berada di puncak kesulitan dan putus asa akibat ketidakpercayaan kaumnya terhadap dakwah mereka.

### Tafsir

(110) Ayat ini menjelaskan sunatullah yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu. Allah swt mengutus para rasul-Nya dengan bukti yang nyata dan diperkuat dengan mukjizat. Setelah rasul-rasul itu ditentang, didustakan, dan dimusuhi oleh kaumnya sehingga merasakan tekanan yang amat berat, timbullah perasaan seakan-akan mereka berputus asa karena tidak ada harapan lagi kaumnya akan beriman dan kemenangan yang ditunggu-tunggu belum juga datang, pada saat itulah pertolongan Allah swt datang. Sedangkan orang-orang yang mendustakan para nabi ditimpa azab dengan tiba-tiba, seperti banjir besar yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh, angin ribut yang membinasakan kaum '2 d (kaum Nabi Hud), siksaan yang menimpa kaum ¤amμd, dan bencana yang melanda negeri kaum Nabi Lμ̄, sebagaimana tercantum dalam firman Allah swt:

اَلُرْيَأْتِهِمْ نَبَا ٱلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مُ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَّثَمُوْدَهُ وَقَوْمِ اِبْرَاهِمَ وَاصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتِفِكَ تِّ اَنَتْهُمْ رُسُلُهُمْ إِلْبَيِنَاتِ فَمَاكَ اللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْ اَنْفُسُمُمْ يَظْلِمُوْنَ

Apakah tidak sampai kepada mereka berita (tentang) orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan (penduduk) negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata; Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. (at-Taubah/9: 70)

Orang-orang Quraisy yang tidak mau insaf dan kembali ke jalan yang benar, sekalipun telah ditunjukkan bukti-bukti yang nyata, akan ditimpakan

Allah azab yang pedih. Sedangkan Nabi Muhammad diberi pertolongan berupa berbagai kemenangan yang telah diperolehnya seperti Perang Badar dan pada perang-perang berikutnya. Allah swt menyelamatkan para rasul beserta kaumnya yang beriman kepada-Nya, sedang orang-orang yang ingkar kepada Allah swt dan mendustakan rasul-rasul-Nya dan agama yang dibawanya akan diazab, tidak seorang pun dari mereka yang dapat menolak dan mengelak dari azab Allah itu.

(111) Pada ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa semua kisah nabinabi, terutama Nabi Yusuf a.s. bersama ayah dan saudara-saudaranya, adalah pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sedang orang-orang yang lalai yang tidak memanfaatkan akal dan pikirannya untuk memahami kenyataan yang ada, maka kisah Nabi tersebut tidak akan bermanfaat baginya. Mereka tidak akan dapat mengambil pelajaran dan peringatan darinya. Seharusnya mereka memperhatikan bahwa yang mampu dan kuasa menyelamatkan Nabi Yusuf a.s. setelah dibuang ke dasar sumur, mengangkat derajatnya sesudah ia dipenjarakan, menguasai negeri Mesir sesudah dijual dengan harga murah, meninggikan pangkatnya dari saudara-saudaranya yang ingin membinasakannya, dan mengumpulkan mereka kembali bersama kedua orang tuanya sesudah berpisah sekian lama, tentu sanggup dan kuasa pula memuliakan Muhammad, meninggikan kalimatnya, memenangkan agama yang dibawanya, serta membantu dan menguatkannya dengan tentara, pengikut, dan pendukung setia, sekalipun di dalam menjalani semuanya itu, beliau pernah mengalami kesukaran dan kesulitan.

Kitab suci Al-Qur'an yang membawa kisah-kisah tersebut, bukanlah suatu cerita yang dibuat-buat dan diada-adakan, tetapi adalah wahyu yang diturunkan Allah swt dan mukjizat yang melemahkan tokoh-tokoh sastra ulung ketika ditantang untuk menyusun yang seperti itu. Kisah-kisah itu diberitakan dari nabi yang tidak pernah mempelajari buku-buku dan tidak pernah bergaul dengan ulama-ulama cerdik pandai. Bahkan kitab Suci Al-Qur'an itu membenarkan isi kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur yang asli tentunya, bukan yang sudah ditambah dengan khurafat dan lain-lain hal yang tidak lagi terjaga kemurniannya. Dalam kitab suci Al-Qur'an diuraikan dengan jelas perintah-perintah Allah, larangan-larangan-Nya, janji-janji dan ancaman-Nya, sifat kesempurnaan yang wajib bagi-Nya dan suci dari sifat-sifat kekurangan dan hal-hal yang lain, sebagaimana firman Allah swt:

### مَافَرَطْنَافِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ

Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab. (al-An'±m/6: 38)

Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang mau membacanya dengan penuh kesadaran dan yang mau meneliti dan mendalami isinya.

Al-Qur'an juga akan membimbing mereka ke jalan yang benar dan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang membenarkan dan mempercayai serta mengamalkan isinya, karena iman itu ialah ucapan yang dibenarkan oleh hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan.

### Kesimpulan

- 1. Kemenangan selalu didahului dengan perjuangan dan penderitaan.
- Kemenangan berkat pertolongan Allah akan datang kepada rasul ketika mereka berada di puncak kesulitan dan hampir putus asa akibat pembangkangan umatnya terhadap isi dakwahnya. Ini adalah sunatullah yang berlaku bukan hanya bagi para rasul dan nabi tapi juga pada umatnya.
- 3. Kisah Nabi Yusuf dan kisah-kisah lainnya merupakan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.
- 4. Al-Qur'an yang berisi kisah-kisah itu bukanlah ucapan yang dibuat-buat, tetapi Al-Qur'an adalah kitab suci yang membenarkan kitab-kitab Samawi lainnya; dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

### PENUTUP

Surah Yusuf ini seluruh isinya berkisar pada cerita Nabi Yusuf a.s. dan saudara-saudaranya beserta orang tua mereka. Cara penuturan kisah Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad saw berbeda dengan kisah nabi-nabi yang lain, karena kisah Nabi Yusuf a.s. khusus diceritakan dalam satu surah, sedangkan kisah nabi-nabi yang lain disebutkan dalam beberapa surah. Isi dari kisah Nabi Yusuf berlainan pula dengan kisah nabi-nabi yang lain. Dalam kisah nabi-nabi yang lain, Allah menitikberatkan kepada berbagai tantangan yang datang dari kaum mereka, kemudian mengakhirinya dengan kemusnahan penantang-penantang para nabi itu. Dalam kisah Nabi Yusuf a.s., Allah swt menonjolkan akibat yang baik dari kesabaran, dan bahwa kesenangan itu datangnya sesudah penderitaan. Allah menguji Nabi Yakub dengan kehilangan putranya, dan Yusuf a.s. dipisahkan dari ibu-bapaknya, dibuang ke dalam sumur, dan diperdagangkan sebagai budak. Kemudian Allah swt menguji iman Yusuf dengan godaan wanita cantik lagi bangsawan, dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Allah melepaskan Yusuf a.s. dan ayahnya dari segala penderitaan dan cobaan itu, menghimpun mereka kembali, mengembalikan penglihatan Yakub, dan menghidupkan kembali cinta kasih antara mereka dengan Yusuf a.s.

### SURAH AR-RA'D

### **PENGANTAR**

Surah ar-Ra'd ini terdiri atas 43 ayat termasuk golongan surah Makkiyah menurut Ibnu 'Abb±s, Hasan, Ikrimah, dan lain-lain. Sedangkan Ibnu 'Abb±s, Zubair, Muqatil, dan lain-lain menggolongkannya ke dalam kelompok surah Madaniyah.

Surah ini dinamakan ar-Ra'd yang berarti "guruh" atau "guntur" karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya "Dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya", menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah swt. Juga sesuai dengan sifat Al-Qur'an yang mengandung ancaman dan harapan, maka demikian pulalah halnya bunyi guruh itu menimbulkan kecemasan dan harapan bagi manusia. Bagian terpenting dari isi surah ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluk-Nya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat. Bagi Allah swt tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman. Balasan atau hukuman adalah akibat dari ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah.

### Pokok-pokok Isi:

### 1. Keimanan:

Allah yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya; ilmu Allah meliputi segala sesuatu; adanya malaikat yang selalu memelihara manusia yang datang silih berganti, hanya Allah yang mengabulkan doa dari hamba-Nya; memberi taufik dan kesuksesan hanya hak Allah, sedang tugas para rasul menyampaikan agama Allah.

### 2. Hukum:

Manusia dilarang mendoakan yang jelek untuk dirinya; kewajiban mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar.

#### 3. Kisah:

Kisah perjalanan dakwah para rasul dan nabi.

#### 4. Lain-lain:

Beberapa sifat yang terpuji; perumpamaan bagi orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang menyembah Allah; Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

### HUBUNGAN SURAH Y SUF DENGAN SURAH AR-RA'D

- 1. Dalam Surah Yµsuf, Allah secara umum mengemukakan tanda-tanda keesaan Allah di langit dan bumi, dan dalam Surah ar-Ra'd, Allah mengemukakannya secara lebih jelas.
- 2. Kedua surah tersebut masing-masing memuat perjalanan dakwah nabinabi zaman dahulu beserta umatnya. Kaum yang menentang kebenaran mengalami kehancuran, sedang yang mengikuti kebenaran mendapat kemenangan.
- 3. Pada akhir Surah Yusuf diterangkan bahwa Al-Qur'an itu bukanlah perkataan yang diada-adakan, melainkan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman, dan keterangan ini ditegaskan kembali di awal Surah ar-Ra'd.

### SURAH AR-RA'D

# بِسُمِ اللَّهِ الرِّحْمُ إِلرَّحِيْمِ

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang."

### KEBENARAN AL-QUR'AN

Terjemah

(1) Alif L±m M³m R±. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an). Dan (Kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu itu adalah benar; tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya). (2) Allah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan; masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan (makhluk-Nya), dan menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. (3) Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan; Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir. (4) Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang bercabang, dan yang kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang

tidak bercabang; disirami dengan air yang sama, tetapi Kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.

(ar-Ra'd/13: 4) صنو (ar-Ra'd/13: 4)

¢inw±n adalah bentuk jamak dari ¡inw. Akar kata yang terdiri dari huruf huruf (ص ـ ن ـ حرف معتل) mempunyai arti adanya kedekatan antara satu hal dengan lainnya baik dari segi hubungan kekerabatan (keluarga) atau jarak. a¡-¢inwu bisa diartikan saudara kandung. Paman seseorang adalah ¡inwu (saudara kandung) ayah seseorang. Pada mulanya kata ¡inw±n adalah pohon korma yang bercabang dari pokok yang satu. Satu cabangnya adalah ¡inw, karena menyerupai cabang yang lainnya.

### Munasabah

Pada ayat 111 Surah Yµsuf dijelaskan bahwa Al-Qur'an bukan perkataan yang dibuat-buat, tetapi kitab suci yang membenarkan risalah nabi-nabi sebelumnya. Pada ayat ini ditegaskan kembali kebenaran Al-Qur'an yang diturunkan Allah melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an tanda-tanda kekuasaan dan kemampuan-Nya dalam menciptakan langit dan bumi dengan berbagai kenikmatan yang ada di antara keduanya. Hanya orang-orang yang mau berpikir yang bisa menyadari keberadaan Allah dan kebenaran Al-Qur'an.

#### Tafsir

(1) Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan tidak mengandung hal-hal yang bisa meragukan orang terhadap kebenarannya.

Kebenaran Al-Qur'an telah terbukti pada masa-masa awal Islam. Dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an, umat Islam mampu membangun bangsa yang berbudaya tinggi dan berakhlak mulia. Al-Qur'an memotivasi manusia untuk bangkit berjuang menegakkan kebenaran, menghancurkan kemungkaran, menegakkan keadilan, dan melenyapkan kezaliman. Dengan menjalankan petunjuk Al-Qur'an umat Islam mampu menjadi bangsa yang berwibawa. Tapi ketika Al-Qur'an ditinggalkan, umat Islam lebih memilih keduniaan daripada akhirat yang kekal, dan akibat ketidakyakinan umat Islam terhadap janji-janji Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an, umat Islam berubah menjadi bangsa yang terbelakang, terbelit kemiskinan dan

kebodohan. Jika umat Islam saat ini tidak menyadari kekeliruannya dan tidak berusaha memperbaikinya, dengan cara kembali menjalankan pesan-pesan Al-Qur'an, maka umat Islam akan tetap terpuruk dalam kebodohannya. Allah tidak akan mengubah nasib mereka jika mereka tidak mengubah nasib mereka sendiri. Firman Allah swt.:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (ar-Ra'd/13: 11)

(2) Ayat ini menjelaskan bukti-bukti kebenaran Al-Qur'an dengan memaparkan tanda-tanda atau bukti-bukti adanya Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Keberadaan Allah ini dibuktikan dengan berbagai ciptaannya yang bisa dilihat dan dirasakan manusia di alam raya ini.

Secara terperinci Allah menerangkan keadaan langit yang ditinggikan tanpa tiang, perjalanan matahari dan bulan yang masing-masing beredar menurut waktu dan tempat yang sudah ditentukan, keadaan bumi yang penuh dengan gunung dan lembah yang mengalir sungai di antaranya, dan adanya bermacam-macam kebun yang menghasilkan beraneka ragam buah-buahan. Semua itu menunjukkan bahwa hanya Allah yang dapat memberi manfaat dan mudarat, yang dapat menghidupkan dan mematikan dan Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.

Tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dipaparkan dalam ayat ini:

- Menciptakan langit di atas bumi tanpa adanya tiang sebagaimana yang biasa dilihat oleh seluruh makhluk, dan jarak yang sangat jauh di antara benda-benda di langit yang kesemuanya beredar menurut ketentuan dan peraturan Allah sendiri seperti benda-benda yang terlihat melayang di angkasa.
- 2. Kemudian Allah bersemayam di atas 'Arasy-Nya dan mengatur alam semesta ini. Tentang kebijaksanaan-Nya telah dibentangkan secara panjang lebar di dalam Surah al-A'r±f dan Surah Yμnus.
- 3. Allah swt telah menundukkan matahari dan bulan untuk kemanfaatan sekalian makhluk-Nya, masing-masing berjalan pada rotasi/lintasannya menurut waktu yang ditentukan. Tentang perjalanan matahari dan bulan telah dijelaskan dengan terperinci dalam Surah Yµnus dan Surah Hµd. Allah swt mengatur segala kejadian dalam kerajaan-Nya secara sempurna, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, mengadakan dan meniadakan, memberi kekayaan dan kemiskinan, menurunkan wahyu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Semua itu menunjukkan bahwa Allahlah yang mempunyai kekuasaan yang mutlak dan rahmat yang luas, karena menentukan penciptaan suatu makhluk dengan keadaan sifat dan tabiat tertentu, tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh Tuhan Yang Mahaagung dan Mahakuasa. Dialah yang mengatur alam kebendaan dan

alam kerohanian dan Dialah yang mengatur benda-benda yang amat besar dan amat kecil, semuanya dengan penuh hikmah kebijaksanaan.

Ditinjau dari sudut saintifik, langit atau  $sam\bar{a}'$  dalam ayat ini dapat berarti langit biru atau atmosfer yang dekat dengan bumi ini. Dalam pengertian yang lebih luas  $sam\bar{a}'$  juga dapat diartikan dengan langit antariksa (space) yang sangat luas ini.

Atmosfer adalah 'selubung gas' yang meliputi suatu planet (termasuk bumi). Ia membentuk ruang udara. Atmosfer dibagi ke dalam 6 (enam) wilayah menurut ketinggiannya, yang satu berada di atas yang lainnya. Secara berurutan dari wilayah yang terendah, maka atmosfer dibagi menjadi: (1) Troposfer (*Troposphere* ketinggian: 0-8 Km), (2) Tropopause, ketinggian: 8-12 Km (3) Stratosfer (*Stratosphere*, ketinggian: 12-80 Km), (4) Mesosfer (*Mesosphere*, ketinggian: 80 Km) (5) Ionosfer (*Ionosphere*, ketinggian: 100 Km) dan (6) Eksosfer (*Exosphere*, ketinggian >100 Km). Terjadinya awan, cuaca dan sebagainya berada di wilayah Troposfer. Komposisi atmosfer (di wilayah Troposfer), mayoritas terdiri dari gas nitrogen (78%), juga oksigen (20%). Atmosfer ini menyeliputi bumi dan dapat 'tegak' di atas bumi karena adanya gaya gravitasi bumi. Inilah pengertian dari '*meninggikan langit tanpa tiang*' itu. Tentu saja ini adalah tafsir langit yang berbeda dengan tujuh lapis langit yang menyangkut galaksi dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan langit tanpa tiang, ditinjau dari struktur konstruksi maka struktur tanpa tiang hanya dimungkinkan kalau konstruksinya berbentuk bola atau mirip bola (*spherical*, *surface of revolution*), meskipun demikian para ahli belum sepakat tentang bentuknya; ada yang menyatakan sebagai bola, seperti sadel, bahkan sebagai terompet. Pada konstruksi ini dinding dan tiang menyatu menjadi permukaan bola itu sendiri. Jadi, konstruksi langit tanpa tiang hanya dimungkinkan bila langit itu berbentuk bola, sesuai dengan temuan ilmiah yang menyatakan bahwa alam semesta adalah bola besar yang mengembang makin membesar dengan kecepatan cahaya yaitu dengan kecepatan cahaya 300 ribu kilometer setiap detiknya (*the expanding universe*).

Langit-antariksa, memang terbentuk sejak Dentuman Besar (*Big Bang*) dan terus mengembang dan meluas. Dalam Surah az-āāriāt/51:47 disebutkan: *Dan langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Kami benar-benar meluaskannya*. Kata *samā'* pada ayat 47 Surah az-āāriāt/51 di atas lebih tepat diartikan langit-antariksa. Langit-antariksa (*space*) memang terus-menerus mengembang (*space expansion*). Penelitian spektrum Galaksi, menunjukkan adanya pergeseran spektrum pita-merah yang teratur, hal ini menjelaskan bahwa jarak antar Galaksi semakin menjauh, dan inilah yang merupakan indikasi langit-antariksa semakin mengembang. Tentu langit ini tidak memerlukan tiang; karena dibangun dengan kekuatan maha dahsyat dari Allah swt yang berupa Dentuman Besar. Dentuman Besar (*Big Bang*)

ini telah memecah Gaya *Superforce* menjadi Gaya-gaya Fundamental seperti: Gaya Gravitasi, Gaya Nuklir Kuat, Gaya Nuklir Lemah, dan Gaya Elektromagnetik; yang kesemuanya ini menstabilkan langit-antariksa ini.

Seterusnya dalam ayat-2 ini disebutkan: "Dia menundukkan matahari dan bulan; masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan". Kata "menundukkan" berarti bahwa baik matahari maupun bulan tunduk pada sunatullah, atau hukum-hukum alam dari Allah. Tentang "masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan", lihat keterangan pada Surah Yunus/10: 5 di atas. Demikian penjelasan dari sudut pandang saintis.

Kesemuanya itu terjadi berkat kesempurnaan Allah dalam Zat, sifat, ilmu, dan kekuasaan-Nya yang tidak dapat ditiru oleh siapapun juga. Allah mengatur urusan makhluk-Nya, menjelaskan tanda-tanda kebesaran-Nya dengan peraturan yang sangat rapi dan sempurna, serta mengatur bendabenda di langit sehingga berjalan menurut lintasan yang telah ditentukan, seperti bentuk mata rantai yang sambung menyambung sehingga tidak terjadi tabrakan di ruang angkasa yang dapat menimbulkan malapetaka dan bencana. Semua ini berlangsung terus-menerus sampai datang hari kiamat, dimana akan terjadi kekacauan dan ketidakteraturan kerja benda-benda langit di alam angkasa. Kehancuran alam semesta dimulai dengan terbelahnya langit, seperti dijelaskan dalam firman Allah:

### إذَاالسَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ( وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَرُتُ ( )

Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. (al-Infi<sup>-</sup>±r/82:1-2)

Kemudian Allah menerangkan bahwa tanda-tanda kesempurnaan kekuasaan-Nya di langit dan di bumi merupakan sarana yang bisa menimbulkan keyakinan bagi umat manusia akan adanya perjumpaan dengan Allah Sang Pencipta pada hari kiamat, dimana Dia akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan. Jika manusia meyakini kebenaran ini, niscaya dia dapat berpaling dari penyembahan berhala dan patung kepada keikhlasan beribadah hanya kepada Allah Yang Maha Esa, percaya kepada janji dan ancaman-Nya, percaya kepada semua rasul-Nya, mengikuti segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, sehingga mereka menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat.

- (3) Pada ayat ini Allah menerangkan sisi lain dari tanda-tanda kekuasaan-Nya yang ada di bumi, yaitu:
- Dialah Allah yang membentangkan bumi menjadi luas dan lebar supaya mudah dijadikan tempat kediaman makhluk-Nya. Semua binatang dapat hidup di atasnya dengan leluasa. Manusia dapat mengambil manfaat dari hasil buminya, hewan-hewannya, dan benda-benda logam yang terpendam di dalam perutnya, serta dapat berkeliaran di muka bumi

untuk mencari rezeki dan segala kemanfaatannya. Karena sangat luas, bumi kelihatannya seperti lahan datar, meskipun keadaan yang sebenarnya berbentuk bola sebagaimana diyakini oleh para ulama ahli falak.

- 2. Allah telah mengadakan gunung-gunung di atas permukaan bumi ini sebagai tonggak dan pasak yang menjaga kestabilan bumi supaya tidak bergerak dan tidak bergeser.
- 3. Allah telah menciptakan sungai-sungai di bumi untuk kepentingan manusia dan binatang-binatang. Manusia dapat mengairi dengan air sungai itu kebun-kebun dan sawah ladangnya yang nantinya menghasil-kan bermacam-macam hasil bumi dan buah-buahan.
- 4. Bunga dari pohon buah-buahan dijadikan Allah berpasang-pasangan dimana terdapat unsur jantan dan unsur betina. Ilmu pengetahuan telah menetapkan bahwa sebuah pohon tidak akan berbuah kecuali jika telah terjadi perkawinan antara unsur jantan (serbuk sari) dan betina (putik bunga) yang biasanya berada pada sebagian besar dari jenis pohon. Ada pohon yang hanya memiliki unsur jantan saja, sedangkan unsur betinanya ada pada pohon yang lain sehingga perlu dikawinkan supaya dapat berbuah seperti pohon kurma. Ada pula yang mempunyai unsur jantan dan betina dalam satu bunga seperti pohon kapas.
- 5. Allah menutupkan malam kepada siang sehingga suasana alam yang terang berubah menjadi gelap gulita seperti menutup sesuatu dengan kain hitam. Demikian pula Allah menyinarkan siang kepada malam sehingga kegelapan hilang dan alam kelihatan terang benderang. Semuanya itu dijadikan Allah untuk menyempurnakan kemanfaatan bagi manusia dengan memberikan kesempatan istirahat dan tidur di malam hari dan bekerja mencari nafkah pada siang hari sesuai dengan firman Allah:

### ٱلْعُرِيرَ وْالنَّاجَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًا ۗ

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan (menjadikan) siang yang menerangi? (an-Naml/27: 86)

Dalam ayat 3 di atas, dijelaskan bahwa Allah 'menutupkan malam kepada siang'. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan bahwa 'malam menutup siang dan siang menutup malam'. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa Arab ini mirip seperti orang memakai sorban, yaitu kain yang satu menutup yang lain dan secara berlapis-lapis menutup kepala. Dengan demikian kata 'menutupkan malam kepada siang', sebetulnya mengisyaratkan bahwa planet bumi kita ini bulat; bukannya datar seperti gambaran orang-orang jahiliah kuno.

Setelah Allah menerangkan dalil-dalil kekuasaan-Nya yang dapat dilihat oleh mata tiap pagi dan petang, tiap-tiap waktu dan keadaan, maka Allah menerangkan bahwa tanda-tanda itu tidak diperhatikan kecuali oleh orangorang yang suka bersyukur dan merenungi tanda-tanda kekuasaan-Nya. Lalu dengan akal pikirannya dapat mencapai kebenaran dan beralih dari memandang sebab kepada yang menyebabkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan bahwa pencipta alam itu adalah Tuhan yang mempunyai kehendak yang mutlak dan kekuasaan yang meliputi segala sesuatu, yang Kuasa untuk menghidupkan yang telah mati di antara makhluk-Nya, dan mengembalikan mereka dari alam fana. Oleh karena itu, tidak boleh beribadah kecuali kepada-Nya, tidak boleh tunduk dan berserah diri kecuali kepada kekuasaan-Nya. Beribadah tidak boleh ditujukan kepada patungpatung, berhala-berhala, batu-batu, pohon, malaikat, nabi-nabi, dan lain sebagainya karena benda-benda itu tidak dapat menolak kemudaratan dari dirinya sendiri, sesuai dengan firman Allah:

Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. (al-¦ajj/22: 73)

Dan telah diriwayatkan pula dalam sebuah hadis Nabi saw:

Pikirkanlah olehmu sekalian tentang makhluk Allah dan jangan memikirkan tentang Allah. (Riwayat Abu Nu'aim dari Ibnu 'Abb±s)

(4) Ungkapan ayat ini merupakan kelanjutan dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi, yaitu bahwa di bumi terdapat bagian-bagian tanah yang berdekatan dan berdampingan tetapi berlainan kesuburannya. Ada tanah yang sangat subur untuk ditanami tanaman apa saja, ada pula tanah yang hanya dapat ditanami pohon-pohon besar saja, tetapi tidak baik untuk ditanami tanaman palawija atau sebaliknya, ada pula tanah yang lunak dan ada pula yang keras yang sulit untuk digemburkan. Di bumi terdapat kebun-kebun anggur, tanaman palawija, dan pohon yang bercabang dan tidak bercabang. Semuanya itu disiram dengan air yang sama tetapi menghasilkan buah yang beraneka ragam rasanya, seperti pohon tebu yang rasanya manis, buah jeruk yang rasanya manis dan masam, serta buah paria yang rasanya pahit, dan lain sebagainya. Allah melebihkan sebahagian tanaman-tanaman

atas sebagian yang lain baik dari bentuknya, rasanya dan baunya. Semua tanda-tanda itu menunjukkan kekuasaan Allah dan menjadi dalil yang bisa menimbulkan keyakinan bagi orang-orang yang mau berpikir.

Menurut kajian saintis, perbedaan rasa dari buah-buahan atau tanaman, disebabkan perbedaan kandungan kimiawi yang ada di dalamnya. Zat atau molekul kimiawi ini, dalam bahasa ilmu biokimia dikenal dengan sebutan *metabolit*. Perbedaan jenis maupun kuantitas metabolit inilah yang memberikan rasa yang berbeda-beda dari tanaman atau buah yang berbeda. Biji dari semua tanaman, hampir semuanya berbentuk sama atau dikenal sebagai mempunyai *morfologi* yang sama, atau hampir sama, yaitu *morfologi*-nya bulat atau sedikit lonjong. Semua biji ini, di dalamnya terkandung embrio tanaman (*Encyclopedia Britannica*, 1965, Vol.20, 'Seed', 273-275). Dalam embrio tanaman itu terkandung *materi-materi genetik* (atau yang sering disebut dengan DNA, *Desoxyribo Nucleic Acid*, atau Asam Desoksiribo Nukleat).

Dalam biji tanaman yang berbeda, kandungan embrioniknya berbeda, demikian pula kandungan materi DNA-nya juga berbeda. DNA suatu materi yang akan sangat menentukan proses pembentukan metabolit dalam semua makhluk hidup termasuk tanaman. Maka Mahabesar Allah, apabila biji-biji yang berbeda itu ditanam dan disiram dengan air yang sama, biji-biji itu akan tumbuh menjadi berbagai tanaman yang berbeda rasanya, tergantung materi genetik yang dikandungnya; karena materi genetik inilah yang akan menentukan (membuat) metabolit-metabolit di dalam tanaman itu yang menentukan rasa buah atau tanaman itu.

### Kesimpulan

- Allah swt mengemukakan dalil-dalil yang nyata atas keesaan-Nya dan kekuasaan-Nya dengan beberapa contoh yang berada di langit dan di bumi.
  - a. Allah menciptakan langit di atas bumi tanpa tiang-tiang yang kelihatan.
  - b. Peredaran matahari dan bulan yang tunduk kepada peraturan Allah yang mengatur perjalanannya.
  - c. Menciptakan gunung-gunung dan sungai-sungai di muka bumi untuk mengairi pohon-pohon dan tanaman yang sangat bermanfaat untuk kehidupan makhluk-Nya.
  - d. Pergantian siang dan malam memberikan kesempatan untuk istirahat dan bekerja bagi manusia.
- Kekuasaan Allah di langit dan di bumi dengan berbagai ciptaannya seharusnya menjadi motivasi yang kuat untuk beriman kepada-Nya, para rasul, dan Al-Qur'an.

### KAUM MUSYRIKIN MENGINGKARI KEBANGKITAN SESUDAH MATI DAN KENABIAN NABI MUHAMMAD SAW

وَانْ تَعْبُ فَعَبُ قَوْلُهُمْ عَاذَا كُنَّا ثُرَابًا عَانَ لَفِي عَلْقِ جَدِيدٍ أَوْلِا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ وَأُولِإِكَ الْاَغْلَلُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَأُولِإِكَ اصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ وَوَلَا بَرَبِهِمْ وَأُولِإِكَ الْاَغْلُ فِي اللَّهِ فَا الْمَثَلَثُ خُلِدُونَ وَوَلَمْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمُ الْمَثَلثُ خَلِدُونَ وَوَلَمْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمُ الْمَثَلثُ وَلَا ذَوْهَ مَغُورَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُوهِمْ وَانَّ رَبَّكَ الشَدِيْدُ الْحِقَابِ ۞ وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ إِي اللَّهِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَلَا اللَّهُ اللَّه

### Terjemah

(5) Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka, "Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan (dikembalikan) menjadi makhluk yang baru?" Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya; dan mereka itulah (yang dilekatkan) belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (6) Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat (datangnya) siksaan, sebelum (mereka meminta) kebaikan, padahal telah terjadi bermacammacam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaan-Nya. (7) Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.

(ar-Ra'd/13: 6) الْمَثْلاَت ar-Ra'd/13: 6)

Kata *al-ma£ul±t* adalah bentuk jamak dari *ma£ulah*. Ia terambil dari kata *mi£l* yang berarti sama. Siksa yang dijatuhkan Allah dinamai demikian, karena siksa tersebut seimbang dan sama dengan dosa yang mereka lakukan.

### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt telah menerangkan tentang kemahakuasaan-Nya, baik melalui bukti-bukti samawi (di langit) maupun bukti-bukti ardi (di bumi), agar manusia tahu bahwa kekuasaan-Nya itu meliputi semua aspek termasuk di dalamnya membangkitkan manusia setelah mati. Kemudian pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan keingkaran

mereka terhadap kebangkitan manusia pada hari kiamat, termasuk di dalamnya meminta disegerakan datangnya azab Allah serta diturunkannya mukjizat kepada Nabi Muhammad saw.

### **Tafsir**

(5) Ayat ini menjelaskan sikap orang kafir terhadap keesaan Allah, dimana Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa jika beliau heran terhadap penyembahan mereka kepada berhala-berhala yang tidak memberi mudarat dan membawa manfaat setelah dikemukakan dalil-dalil keesaan Allah, maka yang lebih patut mengherankan adalah ucapan mereka yang mendustakan hari kebangkitan pada hari kiamat. Mereka berkata, "Apabila kami telah menjadi tanah apakah kami benar-benar akan dikembalikan lagi menjadi makhluk yang baru?"

Mereka mengucapkan kata-kata pengingkaran itu padahal mereka tidak mengingkari kekuasaan Allah dalam menciptakan mereka sejak berada dalam kandungan ibunya. Pertanyaan yang mengandung keingkaran itu berulang-ulang disebut dalam sebelas tempat di delapan surah dalam Al-Qur'an, yaitu Surah ar-Ra'd/13: 5, al-Isr±'/17: 49 dan 98, al-Mu'minµn/23: 35 dan 82, an-Na¥I/16: 38, as-Sajdah/32: 10, aj-¢aff±t/37: 16 dan 53, al-W±qi'ah/56: 47, dan an-N±zi'±t/79: 11. Semuanya mengandung keingkaran yang sangat keras sehingga mengesankan bahwa hari kebangkitan itu mustahil akan terjadi. Menurut mereka tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia dan menjadi tulang-belulang akan hidup kembali. Kemudian Allah menegaskan bahwa orang yang ingkar pada hari kebangkitan itulah yang juga ingkar terhadap Tuhannya. Mengingkari kekuasaan Allah sama halnya dengan mengingkari Allah itu sendiri. Mereka akan dipasangkan belenggu di lehernya sebagai akibat di dunia tidak meyakini kebenaran dan mengikuti petunjuk. Ada pula yang menafsirkan bahwa mereka itu pada hari kiamat ketika diadili dan dipasangkan beberapa belenggu di lehernya seperti seorang tawanan. Firman Allah:

### إِذِ الْاَغْلُلُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ لا فِي الْمَمِيْدِ فُكُونِ النَّارِيسُ جَرُونَ ال

Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret, ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. (G±fir: 71-72)

Mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya dan hidup dalam kehinaan sebagai akibat dari keingkaran dan kejahatannya selama hidup di dunia.

Allah swt dengan sifat kemahakuasaan-Nya, mampu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang hidup dan bergerak, maupun yang mati, bahkan dari tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, Allah akan dengan mudah membangkitkan kembali manusia setelah mati. Firman Allah:

### قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيهُ ۞ قُلْ يُحْيِيْهَ الَّذِيِّ اَنْشَاهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةً ۗ

... dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah (Muhammad), "Yang akan menghidupkannya ialah (Allah) yang menciptakannya pertama kali... (Y±s³n/36: 78-79)

Firman Allah:

### ٱيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ الَّنْ يَجْمَعَ عِظَامَةُ ﴿ كَالَّ قَادِرِيْنَ عَلَّ اَنْ نُسُوِّي بَنَانَهُ ﴾

Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-belulangnya? (Bahkan), Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna. (al-Qiy±mah/75: 3-4)

(6) Setelah mendustakan Rasul dan mengingkari azab hari kiamat, mereka mengingkari pula azab di dunia yang telah diancamkan oleh Rasulullah kepada mereka. Mereka meminta kepadanya agar siksa yang telah diancamkan kepada mereka disegerakan datangnya. Semestinya mereka memohon kebaikan dan keselamatan dari turunnya azab dan mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah di akhirat. Padahal bermacam-macam azab telah ditimpakan Allah kepada umat-umat yang mendustakan para rasul sebelumnya. Di antara mereka ada yang diubah rupa dan sifatnya menjadi seperti kera, ada pula yang dihancurkan dengan gempa bumi, dan sebagainya. Tentang keadaan mereka yang lebih suka menantang turunnya azab daripada meminta kebaikan disebutkan pula dalam firman Allah:

# وَإِذْ قَ الْوااللّٰهُ مَ إِنْ كَانَ لَمْذَاهُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَكَمَ أَوَاللّٰهُ مَ السَكَمَ أَوَاللّٰهِ مَا السَكَمَ آءِ اَوَاثْنِنَا بِعَذَابِ اَلِيْمِ

Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, "Ya Allah, jika (Al-Qur'an) ini benar (wahyu) dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. (al-Anf±l/8: 32)

Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai ampunan yang luas terhadap dosa-dosa hamba-Nya yang bertobat dan menutupi kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat. Seandainya tidak bersifat Maha Penyantun, tentu Allah akan menyiksa manusia karena kezalimannya. Firman Allah:

Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. (F± ir/35: 45)

Sesungguhnya siksaan Allah sangat pedih terhadap orang yang mengerjakan kejahatan dan terus bergelimang dalam kesesatan dan dosa. Ada sebagian azab yang disegerakan turunnya di dunia sebagai akibat dari berbagai dosa, seperti terganggunya kesehatan orang-orang yang biasa meminum minuman keras, bangkrutnya orang-orang yang suka berjudi padahal sebelumnya kaya, dan seseorang koruptor yang dicopot dari kedudukannya yang tinggi karena terlibat soal korupsi dan manipulasi. Sering sekali ampunan dari Allah itu disebut berdampingan dengan siksaan agar seorang hamba Allah selalu berada di posisi tengah antara  $kha\mu f$  dan  $raj\pm'$  (ketakutan terhadap azab Allah dan harapan memperoleh ampunan-Nya) seperti dalam firman Allah:

Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksa-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-A'r±f/7: 167)

(7) Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad dengan nada menantang mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda kebesaran dari Tuhannya seperti tongkat sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa dan unta kepada Nabi Saleh, serta mengapa Muhammad tidak bisa menjadikan bukit Safa menjadi emas atau mengubah bukit-bukit ini menjadi lembah dengan sungai yang mengalir. Mereka menuntut yang demikian itu karena menyangka bahwa Al-Qur'an bukan merupakan mukjizat. Allah swt telah menolak tuntutan mereka itu dengan firman-Nya:

### وَمَامَنَعَنَا آنَ نُرْسِلَ بِالْايْتِ الآ آنُ كَذَبَ بِهَا ٱلاَوَلُونَ "

Dan tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena (tanda-tanda) itu telah didustakan oleh orang terdahulu. (al-Isr±/17: 59)

Sunatullah yang berlaku adalah jika tanda-tanda kekuasaan Allah telah diminta, dan setelah tanda-tanda itu diturunkan, namun mereka yang menuntutnya tetap membangkang dan tidak percaya, pasti mereka akan dimusnahkan dengan azab Allah. Allah tidak menghendaki yang demikian itu sehingga tidak menurunkan tanda-tanda mukjizat seperti yang mereka tuntut. Nabi Muhammad saw telah diberi mukjizat yang lain untuk menunjukkan kebenaran risalahnya. Tugas pokok Nabi Muhammad saw

hanya sekedar menyampaikan risalahnya seperti tugas nabi-nabi sebelumnya, bukan memenuhi usul dan permintaan kaumnya agar mereka dapat petunjuk. Urusan memberi petunjuk ke dalam hati seseorang hanya di tangan Allah dan tidak menjadi wewenang Nabi Muhammad, seperti diterangkan dalam firman Allah:

Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. (al-Baqarah/2: 272)

Sesungguhnya Nabi Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Bagi tiap-tiap umat ada pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebaikan. Mereka itu adalah para nabi dan jika mereka telah tiada, maka ahli hikmah, ulama, dan mujtahidin yang melanjutkan tugas nabi untuk menggali dan menjelaskan syariat secara lebih terperinci yang mengandung unsur-unsur akhlak yang baik dan pedoman hidup bagi umat manusia. Firman Allah:

### وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ

Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. (F±¹ir/35: 24)

### Kesimpulan

- 1. Orang musyrikin merasa heran bahwa mereka akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat setelah mereka mati dan tubuhnya hancur.
- 2. Akibat keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, mereka akan disiksa dalam api neraka. Di lehernya akan dipasangkan belenggubelenggu yang panjang dan berat. Jika kebangkitan tidak ada, maka keadilan dan pembalasan tidak akan diperoleh orang-orang yang terzalimi di dunia.
- Orang musyrikin lebih suka datangnya siksa daripada meminta kebaikan, padahal sejarah telah mencatat bukti-bukti turunnya azab pada umat-umat yang ingkar sebelumnya.
- 4. Allah Maha Pengampun bagi manusia yang bertobat dari kezalimannya, tetapi amat berat siksaan-Nya bagi orang-orang yang mendustakan-Nya. Hal ini menuntut seorang hamba untuk selalu berada di posisi antara khaµf dan raj±'.
- Orang musyrikin menuntut supaya Nabi Muhammad saw memperlihatkan mukjizatnya sebagai bukti kebenaran risalahnya. Akan tetapi, tuntutan mereka itu tidak dipenuhi karena tugas Nabi hanya sekedar menyampaikan risalah.

### ALLAH MENGETAHUI SEGALA SESUATU

ٱلله كَيْ عَلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْكَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءَ عِنْدَهُ بِهِ قَلَالِ ۞ سَوْاءٌ مِّنْكُمْ مِّنْ اسْتُوا الْقَوْلُ وَمَنْ جَهَرَبِهِ عَلَيْهُ وَالشَّهُ مَا دُوْلُ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمَنْ هُو مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفَظُونَهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُعَيِّرُ مَا بِفَوْمِ حَتَى يُعَيِّرُ وَا مَا بِانْفُسِمِمٌ فَوَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الله

### Terjemah

(8) Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi-Nya. (9) (Allah) Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata; Yang Mahabesar, Mahatinggi. (10) Sama saja (bagi Allah), siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya; dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. (11) Baginya (manusia) ada malaikatmalaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

### (ar-Ra'd/13: 8) تغیْضُ Kosakata: *Tag³«u*

Secara kebahasaan,  $tag^3 \ll u$  berarti kurang sempurna. Ayat di atas sedang menjelaskan bahwa Allah swt mengetahui apa saja yang dikandung oleh setiap perempuan, baik kandungan itu  $tag^3 \ll u$  (kurang sempurna) maupun telah sempurna. Ini sekaligus menjelaskan ketidakterhinggaan pengetahuan Allah swt, bahwa barang apapun dan di manapun tidak akan luput dari pengetahuan-Nya.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan keingkaran orang-orang musyrikin tentang kebangkitan manusia pada hari kiamat setelah tubuh mereka hancur menjadi tanah untuk diadili amal perbuatannya. Pada ayat-

ayat berikut, Allah swt menghilangkan keragu-raguan dan kemustahilan untuk menghidupkan kembali semua yang telah bercerai berai itu, karena Dia Maha Mengetahui yang nyata dan gaib, semua ©arrah yang tersebar di langit maupun di bumi, dan apa yang ada di kandungan setiap perempuan.

### Tafsir

(8) Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dalam rahimnya, baik isi kandungannya berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, satu atau kembar, dan akan panjang usianya atau pendek, seperti tersebut dalam firman-Nya:

Dia mengetahui tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. (an-Najm/53: 32)

Allah mengetahui kandungan rahim yang kurang sempurna, dimana bayinya memiliki cacat tubuh. Allah mengetahui kandungan rahim yang kembar dua, tiga, empat, atau lebih, dan yang masa kandungannya sempurna sembilan bulan, kurang dari itu, ataupun lebih. Menurut penelitian beberapa rumah sakit di London, janin tidak dapat hidup dalam kandungan ibunya lebih dari 305 hari, sedangkan menurut penelitian rumah sakit di Berlin tidak lebih dari 308 hari. Bagi tiap-tiap sesuatu telah ada ukurannya di sisi Allah swt, tidak ada kekurangan atau tambahannya, seperti tersebut dalam firman-Nya:



Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. (al-Qamar/54: 49)

Ayat di atas memberikan pernyataan mengenai proses embriologi yang terjadi dalam kandungan. Ayat selengkapnya mengenai perubahan yang terjadi dalam proses embriologi manusia dapat dilihat pada Surah Al-Mu'minµn/23: 12-16 yang penggalannya sebagai berikut: Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)....

Dua ayat lain yang membicarakan secara umum mengenai tahapantahapan dalam perkembangan manusia. Pertama adalah Surah Nµh/71: 13-14 berikut: *Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan (kejadian)*. Ayat kedua adalah Surah F±ir/35: 11 yang penggalannya sebagai berikut: *Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan)*.

(9) Ayat ini menjelaskan bahwa Dialah Tuhan Yang Mengetahui yang gaib, yang tampak, dan yang tidak bisa diketahui oleh pancaindra manusia. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ada makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, karena kecil sekali. Ia baru dapat dilihat dengan mikroskop dan teleskop, seperti bakteri dan virus yang dapat menularkan bermacam-macam penyakit yang sulit sekali untuk diberantas, atau sampai sekarang belum ditemukan obat pembasminya. Bakteri dan virus itu termasuk tentara Allah, yang tidak dapat diketahui berapa jumlahnya melainkan oleh Allah sendiri, seperti diterangkan dalam firman-Nya:

### ومَايَعَلُمُ جُنُودُرَيِكَ الْأَهُو

Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. (al-Muddaffir/74: 31)

(10) Selanjutnya ayat ini menerangkan sifat Maha Mengetahui Allah terhadap seseorang yang merahasiakan ucapannya dan menyimpan dalam hatinya, atau yang berterus terang mengucapkannya. Semua itu sama di hadapan Allah. Tidak ada yang samar atau terselubung bagi-Nya. seperti Firman Allah:

### وَإِنْ تَعْهُرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْيِتِرُ وَٱخْفَى

Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh, Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. (° ±h±/20: 7)

Begitu pula Allah mengetahui siapa yang bersembunyi di malam hari dan berjalan menampakkan diri di siang hari. Semua itu tetap berada dalam ruang lingkup pengetahuan-Nya karena Allah Maha Mengetahui segalanya. Firman Allah:

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lau¥ Ma¥fµ§). (al-An'±m/6: 59)

(11) Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt menugaskan kepada beberapa malaikat untuk selalu mengikuti manusia secara bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ada malaikat yang bertugas menjaga manusia di malam hari, dan ada yang di siang hari, menjaga dari pelbagai bahaya dan kemudaratan. Ada pula malaikat yang mencatat semua amal perbuatan manusia, yang baik atau yang buruk, yaitu malaikat yang berada di sebelah kanan dan kiri. Malaikat yang berada di sebelah kanan mencatat segala kebaikan, dan yang di sebelah kiri mencatat amal keburukan, dan dua malaikat lainnya, yang satu di depan dan satu lagi di belakang. Setiap orang memiliki empat malaikat empat pada siang hari dan empat pada malam hari. Mereka datang secara bergiliran, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih:

Ada beberapa malaikat yang menjaga kamu secara bergiliran di malam hari dan di siang hari. Mereka bertemu (untuk mengadakan serah terima) pada waktu salat Subuh dan salat A¡ar, lalu naiklah malaikat-malaikat yang menjaga di malam hari kepada Allah Ta'ala. Dia bertanya, sedangkan la sudah mengetahui apa yang akan ditanyakannya itu, "Bagaimana keadaan hamba-hamba-Ku ketika kamu meninggalkan mereka (di dunia)?" Malaikat menjawab, "Kami datang kepada mereka ketika salat dan kami meninggalkan mereka, dan mereka pun sedang salat." (Riwayat al-Bukh±r³ dari Abu Hurairah)

Apabila manusia mengetahui bahwa di sisinya ada malaikat-malaikat yang mencatat semua amal perbuatan dan mengawasinya, maka dia harus selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat karena setiap aktivitasnya akan dilihat oleh malaikat-malaikat itu. Pengawasan malaikat terhadap perbuatan manusia dapat diyakini kebenarannya setelah ilmu pengetahuan menciptakan alat-alat modern yang dapat mencatat semua kejadian yang terjadi pada diri manusia. Sebagai contoh, alat pengukur pemakaian aliran listrik dan air minum di tiap-tiap kota dan desa telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat diketahui berapa jumlah yang telah dipergunakan dan berapa yang harus dibayar oleh si pemakai. Demikian pula alat-alat yang dipasang di kendaraan bermotor yang dapat mencatat kecepatannya dan mengukur berapa jarak yang telah ditempuh.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengungkapkan bermacammacam perkara gaib, sebagai bukti yang dapat memberi keyakinan kepada kita tentang benarnya teori ketentuan agama. Hal itu juga menjadi sebab untuk meyakinkan orang-orang yang dikuasai oleh doktrin kebendaan, sehingga mereka mengakui adanya hal-hal gaib yang tidak dapat dirasakan dan diketahui hanya dengan panca indera. Oleh karena itu, sungguh tepat orang yang mengatakan bahwa kedudukan agama dan pengetahuan dalam Islam laksana dua anak kembar yang tidak dapat dipisahkan, atau seperti dua orang kawan yang selalu bersama seiring sejalan dan tidak saling berbantahan.

Malaikat-malaikat menjaga manusia atas perintah Allah dan seizin-Nya. Mereka menjalankan tugas dengan sempurna. Sebagaimana dalam alam kebendaan ada hubungan erat antara sebab dan akibat, sesuai dengan hikmahnya, seperti adanya pelupuk mata yang dapat melindungi mata dari benda yang mungkin masuk dan bisa merusaknya, demikian pula dalam kerohanian, Allah telah menugaskan beberapa malaikat untuk menjaga manusia dari berbagai kemudaratan dan godaan hawa nafsu dan setan.

Allah swt telah menugaskan para malaikat untuk mencatat amal perbuatan manusia meskipun kita tidak tahu bagaimana cara mereka mencatat. Kita mengetahui bahwa sesungguhnya Allah sendiri cukup untuk mengetahuinya, tetapi mengapa Dia masih menugaskan malaikat untuk mencatatnya? Mungkin di dalamnya terkandung hikmah agar manusia lebih tunduk dan berhati-hati dalam bertindak karena kemahatahuan Allah melingkupi mereka. Amal mereka terekam dengan akurat sehingga kelak tidak ada yang merasa dizalimi dalam pengadilan Allah.

Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa tidak ada seorang hamba pun melainkan ada malaikat yang menjaganya dari kejatuhan tembok, jatuh ke dalam sumur, dimakan binatang buas, tenggelam, atau terbakar. Akan tetapi, bilamana datang kepastian dari Allah atau saat datangnya ajal, mereka membiarkan manusia ditimpa oleh bencana dan sebagainya.

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmatinya menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan aniaya dan saling bermusuhan, serta berbuat kerusakan dan dosa di muka bumi. Hadis Rasulullah saw:

Jika manusia melihat seseorang yang zalim dan tidak bertindak terhadapnya, maka mungkin sekali Allah akan menurunkan azab yang mengenai mereka semuanya. (Riwayat Abµ D±wud, at-Tirm³©³, dan Ibnu M±jah dari Abu Bakar a¡-¢idd³q)

Pernyataan ini diperkuat dengan firman Allah:

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. (al-Anf±l/8: 25)

Kaum muslimin pada fase pertama penyebaran Islam telah mengikuti ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan penuh keyakinan dan kesadaran, sehingga mereka menjadi umat terbaik di antara manusia. Mereka menguasai berbagai kawasan yang makmur pada waktu itu, serta mengalahkan kerajaan Roma dan Persia dengan menjalankan kebijaksanaan dalam pemerintahan yang adil, dan disaksikan oleh musuh-musuhnya. Orang-orang yang teraniaya dibela dalam rangka menegakkan keadilan. Oleh karena itu, agama Islam telah diakui sebagai unsur mutlak dalam pembinaan karakter bangsa dan pembangunan negara.

Setelah generasi mereka berlalu dan diganti dengan generasi yang datang kemudian, ternyata banyak yang melalaikan ajaran agama tentang keadilan dan kebenaran, sehingga keadaan mereka berubah menjadi bangsa yang hina. Padahal sebelum itu, mereka merupakan bangsa yang terhormat, berwibawa, mulia, dan disegani oleh kawan maupun lawan. Mereka menjadi bangsa yang diperbudak oleh kaum penjajah, padahal sebelumnya mereka sebagai penguasa. Mereka menjadi bangsa yang mengekor, padahal dahulunya mereka merupakan bangsa yang memimpin.

Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya telah mencantumkan sebuah bab dengan judul: *Kezaliman dapat Menghancurkan Kemakmuran*. Beliau mengemukakan beberapa contoh dalam sejarah sebelum dan sesudah Islam, bahwa kezaliman itu menghancurkan kekuasaan umat Islam dan merendahkan derajatnya, sehingga menjadi rongrongan dari semua bangsa. Umat Islam yang pernah jaya terpuruk beberapa abad lamanya di bawah kekuasaan dan penjajahan orang Barat.

Apabila Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum dengan penyakit, kemiskinan, atau bermacam-macam cobaan yang lain sebagai akibat dari perbuatan buruk yang mereka kerjakan, maka tak ada seorang pun yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah.

# Kesimpulan

- 1. Allah mengetahui isi kandungan rahim setiap perempuan, dan menentukan ukuran dan kepastian segala sesuatu. Ia Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang tampak.
- 2. Setiap orang diikuti oleh malaikat yang bertugas untuk menjaga dan mencatat amal perbuatannya secara bergiliran.
- 3. Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri.
- 4. Kepastian dari Allah tidak dapat ditolak oleh siapapun.
- 5. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung kepada sejauh mana bangsa tersebut dapat melaksanakan nilai-nilai agama yang telah diberikan Allah, serta usaha bangsa itu melestarikannya.

## TANDA-TANDA KEKUASAAN ALLAH

ۿۅؙٲڹۢڔڲۑؙڔؙڲڬؙؙؙؙؙۄؙڵڹڔؙڨؘڂۉڡؙ۠ۊۘڟڡۘڰٳۏؽ۬ۺؽؙٳۺڮٳڹٳۺؚٚڡٵڹۧ؈ۉؽؙٮؾۭڂٳڒۘڠۮؠؚڮۿڔ؋ ۅٲٮٛؠڵڵ۪ۣڲڎؙڡڹٛڿؽڣڗڋٙۅڽؙۯڛۯٳڞٷٳۼڨڣؙؽڝؚؽڹؠؚۿٵڡڽٛؾۺؙٵٷۿۿؠٝؽڮٳۮڵۉٮٛۏ ٳۺ۠ڋۅۿۅۺؘڋؽۮڶؚؽٛڂٳڐ۠۞ڶڎۮڠۅۊؙٵٛػۊؚۨٷٳۜۮؽڽٛؽۮٷٛڹڡڹٛۮۊٛڹ؋ڵٳؽۺؾڿؚؿڹٷڹ ڶؙؙؙؙؙٛؠۺٛؿۄۭٳڵٲڲڹڛڟؚػڡۜؽؠٳڶؽٲڡػٙۄؚڸؽؽڷۼ؋ٵۉڡٵۿۅ۫ڹؚٵڸڣۨ؋ؖۅڡٲۮڠٵٵٛٲڬڬڣڔۣؿڹ ٳڵۜڋڣؿٛڞڵڸٟ؈ۅڔۺٚ؞ؚؽٮٛۼؙۮڡڽٞڣۣٳٮۺڂۏؾؚۅٲڵٲۯۻٛڟۉٵٷۜڪۯۿٵۊۜڟڵڶۿؙؠٛ ؠٳٮٛۼؙۮؙۊؚۜٷٳٞڵٳؙؙڝٵڸ؈

Terjemah

(12) Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung. (13) Dan guruh bertasbih memuji-Nya, (demikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia Mahakeras siksaan-Nya. 14) Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apa pun bagi mereka, tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar (air) sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka. (15) Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayang mereka, pada waktu pagi dan petang hari.

# (ar-Ra'd/13: 12) الْبَرْق Kosakata: *Al-Barq*

Secara kebahasaan, *al-barq* acap diartikan sebagai kilat. *Al-Barq* dalam konteks ayat di atas merupakan penggambaran tanda-tanda kebesaran Allah swt. Melalui *al-barq* yang silau berkilatan, Allah swt ingin memunculkan ketakutan (*khauf*) dan harapan (*ama'*) dalam diri para hamba-Nya.

## Munasabah

Pada ayat-ayat terdahulu, Allah swt memberi penjelasan bahwa nasib suatu kaum tergantung pada amal perbuatan mereka sendiri. Namun demikian, Allah juga memberi peringatan kepada hamba-hamba-Nya bahwa jika Dia menghendaki suatu keburukan bagi suatu kaum sebagai hukuman

atas perbuatan mereka yang melanggar perintah-Nya, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah mengemukakan beberapa tanda kekuasaan-Nya yang kadang-kadang menyerupai nikmat dan kebajikan dan kadang-kadang menyerupai azab dan kemalangan sebagai ujian bagi keimanan mereka. Barang siapa yang kafir terhadap kekuasaan Allah dan berpaling kepada selain-Nya, akan berada dalam kesesatan dan tidak memperoleh kemanfaatan apapun.

### Sabab Nuzul

Bahwa 'Amir bin 'ufail dan Arbab bin Rabi'ah datang menghadap Rasulullah saw di Medinah dan menuntut supaya setengah kekuasaannya diserahkan kepada mereka berdua. Rasulullah menolaknya dengan tegas. Lalu 'Amir bin ° ufail menggertak dengan ancaman, "Jika engkau menolak, demi Allah nanti kami akan mengerahkan tentara berkuda dan pemudapemuda yang gagah berani." Nabi saw menjawab, "Allah akan menahan seranganmu dengan dua kabilah Ansar yaitu 'Aus dan Khazraj. Kemudian mereka berdua bermaksud akan menerjang Rasulullah saw, dengan cara seorang mengajak bicara dari depan dan seorang lagi menghunus pedangnya untuk membunuh Nabi saw dari belakang. Akan tetapi, Allah swt melindungi Nabi saw dari kejahatan 'Amir dan Arbab itu. Keduanya lalu meninggalkan kota Medinah dan menghasut orang-orang Arab Badui untuk memerangi Rasulullah saw. Lalu Allah swt mengirimkan awan yang mengandung petir, dan petir itu menyambar Arbab dan membakarnya sampai hangus. Adapun 'Amir bin ° ufail, Allah menimpakan penyakit ±'un kepadanya, sehingga di badannya timbun penyakit semacam bisul yang memaksanya bermalam di rumah sampai menemui ajalnya. Maka turunlah ayat ini.

### Tafsir

(12) Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat, yang menimbulkan ketakutan disambar petir bagi orang-orang yang sedang berada di alam bebas atau bepergian. Tetapi kadangkala kilat dan petir itu menimbulkan harapan bagi orang lain seperti para petani yang mengharapkan turunnya hujan untuk mengairi sawah dan ladangnya. Demikian pula segala sesuatu di dunia ini, kadang-kadang dipandang baik karena dibutuhkan pada masa-masa tertentu, dan kadangkala dipandang buruk mengingat kemudaratan yang mungkin ditimbulkannya. Allah pula yang mengadakan awan mendung yang mengandung air hujan dan karena beratnya, maka awan tersebut tercurah ke permukaan bumi turun menjadi hujan.

Menurut kajian saintis, terbentuknya awan-awan mendung (thunder-clouds), kilat, guruh, dan halilintar, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an, sejak awal diyakini oleh banyak ilmuwan merupakan fenomena alam yang mempunyai hubungan yang erat dengan proses kejadian hujan dan atau badai yang sering terjadi di permukaan bumi. Fenomena ini adalah salah satu tanda kekuasaan dan keperkasaan Allah.

Memang tidak semua jenis awan bisa mendatangkan hujan. Awan yang dapat menyebabkan turunnya hujan adalah awan dari jenis kumulonimbus (cumulonimbus). Menurut saintis, awan yang terbentuk akan menghasilkan pemisah muatan (listrik) positif dan negatif. Muatan positif umumnya berkumpul di bagian atas awan, sedangkan muatan negatif berkumpul di bagian bawah awan. Muatan tersebut akan mengalir melalui berbagai cara seperti antar kantong muatan di awan, dari awan ke bumi, lepas melalui udara sebagai aliran muatan elektrostatik, dan meloncat ke ionosfer. Lompatan bunga api raksasa ini dikenal sebagai petir, kilat, atau halilintar. Sebagai akibatnya udara terbelah, sambarannya yang memiliki kecepatan mencapai 150.000 km/detik akan menimbulkan bunyi menggele-gar yang biasa kita sebut geluduk, geledek, guruh, guntur, dan lain-lain. Suara geledek ini menciutkan hati manusia yang mendengarnya dan dampaknya kerap bisa mematikan manusia. Inilah yang dimaksud dengan "kilat yang menakutkan".

Benjamin Franklin (1752) berhasil membuktikan bahwa petir adalah suatu lompatan listrik *(electric discharge)* yang sangat besar. Dari hasil penelitian kemudian diketahui bahwa besar medan listrik minimal yang memungkinkan terpicunya petir ini adalah sekitar 1.000.000 volt per meter.

Dalam kondisi tertentu, bumi yang cenderung menjadi peredam listrik statis, bisa pula ikut berinteraksi. Hal ini dimungkinkan terjadi pengkonsentrasian listrik bermuatan positif karena adanya beda muatan antara dasar awan dengan permukaan bumi. Yang terjadi kemudian adalah perpindahan muatan listrik. Maka secara fisik kita akan melihat sambaran petir dengan muatan listrik yang begitu besar, selanjutnya akan segera menyebar ke bagian permukaan bumi yang kemudian menjalar ke dalam tanah dan akhirnya ternetralisasi pada kedalaman yang mengandung air tanah. Tempat terjadinya perpindahan muatan listrik ini yang sering kali mendatangkan musibah dan kerusakan. Ini yang biasa dikenal dengan istilah disambar petir atau geledek.

Dari sisi pengamatan lainnya diketahui bahwa petir mempunyai manfaat bagi bumi dan manusia. Petir merupakan proses alam yang menghasilkan unsur nitrogen yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengisi sekitar 4/5 atmosfir bumi, bahkan petir juga berfungsi dalam sirkuit global listrik. Kilatan petir raksasa diyakini akan dapat membantu menyeimbangkan sirkuit global listrik antara bumi dan angkasa dan juga berkonsentrasi dalam pembentukan ozon. Selain itu maka kilat yang berkilauan itu bisa menghasilkan jamur. Menurut penelitian di Jepan, jamur *shiitake* bisa tumbuh subur bila di sekitar benih yang ditaburkan itu diberi loncatan listrik, yang sama dengan efek kilat. Hal ini berdasarkan pengalaman bahwa setelah kemarin sorenya ada kilat, besoknya di sekitarnya tumbuh banyak sekali jamur. Selain itu panjang (kekuatan) kilat bisa meramalkan curah hujan yang bakal turun keesokan harinya. Demikian penjelasan dari pandangan saintis.

(13) Suara menggelegar yang dikeluarkan oleh petir akibat terjadinya lompatan listrik yang sangat besar menurut Al-Qur'an adalah bacaan tasbihnya dalam memuji Allah. Ini merupakan tanda ketundukannya kepada Allah, menyucikan-Nya dari persekutuan dan pengungkapan kelemahan dirinya dibandingkan kekuasaan Penciptanya Yang Mahaluhur dan Maha Agung. Tiap-tiap benda yang bersuara maka suaranya itu berarti tasbih, hanya saja manusia tidak mengerti bahasanya:

Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. (al-Isr±'/17: 44)

Apabila kita mendengar suara guntur dan halilintar, maka disunatkan untuk membaca doa, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Bukh±r³, A¥mad, at-Tirmi<sup>©3</sup>, an-Nas±'³ dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi Muhammad saw bila mendengar suara guntur dan halilintar beliau membaca:

Ya Allah, janganlah Engkau membunuh kami dengan kemurkaan-Mu, janganlah Engkau membinasakan kami dengan azab-Mu, dan berilah kesehatan kepada kami sebelum itu.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah sebagai berikut:

Bahwa Rasulullah saw bila ada tiupan angin yang keras, atau mendengar suara guruh, warna mukanya berubah, lalu beliau berkata untuk guruh itu, "Mahasuci Zat, yang guruh bertasbih kepada-Nya." Dan kepada angin beliau berkata, "Ya Allah jadikanlah angin itu sebagai rahmat dan jangan jadikan sebagai azab."

Demikian pula para malaikat bertasbih karena takut kepada Allah dan memuji kepada-Nya. Allah melepaskan halilintar, lalu mengenai siapa yang Dia kehendaki dan membinasakannya. Namun demikian, mereka tetap berbantah-bantahan tentang sifat-sifat Allah yang telah diterangkan oleh rasul-Nya, seperti: ilmu-Nya yang sempurna, kekuasaan, keesaan, dan

ketentuan-Nya menghidupkan manusia kembali di hari kiamat untuk menghisab mereka pada hari pengadilan dan pembalasan.

Pada ayat ini, Allah swt menyuruh Nabi supaya bersikap sabar atas keingkaran orang-orang musyrik yang menuntutnya untuk mendatangkan mukjizat seperti tongkat Musa, mukjizat Isa, dan lain-lain. Padahal, Al-Qur'an sendiri adalah mukjizat terbesar dan kekal sepanjang masa, tidak dapat ditiru oleh siapapun juga. Allah menyuruh Nabi bersabar karena mereka itu sudah melampaui batas sampai mengingkari ketuhanan Allah dan Keesaan-Nya, mengadakan berbagai sekutu bagi-Nya, mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, dan mengingkari adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Dengan cara demikian, Allah swt menenteramkan hati Nabi supaya jangan larut dalam kesedihan dalam menghadapi semua tantangan itu, dan menyatakan bahwa Dialah Tuhan Yang Mahakeras (siksa-Nya), seperti tercantum dalam firman-Nya:

# وَكَذَ لِكَ اَخْذُ رَيِكَ إِذَا اَخَذَ الْقُرى وَهِي ظَالِمَةُ أَنَ اَخْذَهُ الِيهُ مُسَدِيْدُ

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa (penduduk) negerinegeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksa-Nya sangat pedih, sangat berat. (Hµd/11: 102)

- (14) Ayat ini menjelaskan bahwa hanya Allah yang memiliki wewenang untuk mengabulkan doa yang benar. Ada pula yang menafsirkan: hanya kepada Allah saja seruan yang benar tentang ketauhidan, kemurnian, dan keikhlasan dalam ibadah. Berhala-berhala yang disembah kaum musyrik tidak dapat mengabulkan permintaan mereka sedikit pun. Meminta sesuatu kepada berhala ibarat orang yang ingin minum, tetapi hanya dengan membuka kedua telapak tangannya ke dalam air. Ia berharap supaya air itu naik sendiri ke dalam mulutnya. Padahal air itu tentu tidak akan mungkin masuk dengan sendirinya ke dalam mulutnya tanpa ditampung dulu dengan kedua telapak tangan. Demikian pula berhala-berhala yang mereka sembah, jangankan memenuhi permintaan penyembahnya, ditanya saja mereka tidak dapat menjawab. Doa dan ibadah orang-orang kafir kepada berhala hanya sia-sia belaka. Bila mereka berdoa kepada Allah, doanya tidak dikabulkan karena mereka tidak meyakini kekuasaan-Nya. Jika mereka berdoa kepada berhala-berhala, sedikit pun mereka tidak bisa mendengar apalagi mengabulkan permintaannya.
- (15) Ayat ini menegaskan bahwa hanya kepada Allah semua malaikat, jin, dan manusia tunduk, sujud, dan patuh, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, yang berada di langit dan di bumi, rela dan ikhlas dengan kemauan sendiri. Sedangkan orang-orang kafir hanya tunduk dan patuh apabila dalam keadaan darurat atau terdesak, seperti dalam firman Allah:



Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang (biasa) kamu seru, kecuali Dia. (al-Isr±'/17: 67)

# فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُااللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَا نَجْمَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ۗ

Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian (ikhlas) kepada-Nya, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka (kembali) mempersekutukan (Allah). (al-'Ankabut/29: 65)

Allah menjelaskan bahwa bukan hanya tubuh-tubuh mereka saja yang tunduk, sujud, dan patuh kepada Allah, tetapi sujud pula bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang. Setiap benda yang kena sinar matahari terutama di waktu pagi dan petang tentu kelihatan bayang-bayangnya memendek atau memanjang. Semua benda dan bayang-bayangnya tunduk kepada Allah, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah yang Mahasempurna.

# Kesimpulan

- 1. Kilat termasuk tanda kekuasaan Allah, yang kadang-kadang menimbulkan ketakutan dan kadang-kadang menimbulkan harapan.
- 2. Guruh di langit bertasbih kepada Allah dengan suaranya yang menggelegar seraya memuji kepada-Nya. Demikian pula para malaikat bertasbih karena takut menghadapi keagungan Allah.
- 3. Halilintar kadang-kadang dilepaskan Allah untuk menyambar dan membinasakan orang-orang yang sangat durhaka.
- 4. Hanya Allah yang dapat mengabulkan permohonan hamba-Nya yang baik.
- 5. Orang-orang kafir yang menyembah berhala dan menginginkan manfaat darinya diumpamakan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, dan berharap supaya air itu naik sendiri ke dalam mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya hingga ia menggunakan kedua telapak tangan itu untuk menampungnya.
- Semua benda yang ada di langit dan di bumi sujud dan patuh kepada Allah baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa; demikian pula bayang-bayangnya.

# KEESAAN ALLAH

# قُلُمَنَّ رَّبُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللهُ قُلَ اَفَاتَخَذْتُمُ مِّنْ دُوْنِهَ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِمِمْ نَفْعًا وَّلَاضَرَّ قُلُهِ لَيْسُتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُةُ اَمْهُ لَتَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُةُ اَمْهُ لَتَسَتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُةُ اَمْهُ لَاسْتَوِى الْفَعْمُ وَالْبَصِيْرُةُ اَمْ الْعَلَقُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

Terjemah

(16) Katakanlah (Muhammad), "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Katakanlah, "Allah." Katakanlah, "Pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri?" Katakanlah, "Samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?" Katakanlah, "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan Yang Maha Esa, Mahaperkasa."

(ar-Ra'd/13: 16) الْوَاحدُ الْقَهَّارِ ar-Ra'd/13: 16)

Secara kebahasaan, *al-w±¥id* berarti Yang Esa dan *al-qahh±r* berarti Yang Perkasa. Keduanya yang merupakan bagian dari deretan *al-asm±' al-¥usn±* (nama Allah yang indah), jika digabungkan berarti Yang Maha Esa dan Mahaperkasa. Ungkapan *al-w±¥id al-qahh±r* dalam ayat di atas disebutkan untuk memberikan penegasan sekaligus penguatan akan kekuasaan Allah swt yang tak terhingga. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala yang ada, karena Dia Zat yang Maha Esa dan Mahaperkasa.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa semua yang berada di langit dan di bumi tunduk kepada kekuasaan-Nya, bertasbih memuji-Nya, dan patuh kepada kehendak-Nya di waktu pagi dan siang hari, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Pada ayat ini, Allah swt kembali mengemukakan bukti-bukti dan hujjah-Nya tentang kekuasaan dan keesaan-Nya kepada kaum musyrikin, sehingga mereka mengakui kelemahannya dan meyakini bahwa tidak ada yang wajib disembah melainkan Allah swt.

### **Tafsir**

(16) Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi diminta oleh Allah swt untuk menanyakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Siapakah pencipta alam semesta yang keindahannya sangat mengagumkan manusia?" Kemudian Nabi sendiri diminta untuk menjawab pertanyaan itu dan mengatakan kepada mereka, "Dialah Allah yang menciptakan semuanya, mengatur, dan memeliharanya secara tertib dan sempurna." Allah swt memerintahkan Nabi Muhammad saw supaya menjawab pertanyaan itu karena bunyi jawaban itu akan sama dengan yang diucapkan oleh orangorang musyrik sendiri. Mereka tidak akan mengingkari bahwa penciptanya adalah Allah sendiri, seperti tersebut dalam firman-Nya:

# وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّلْوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللهُ فَاكَ يُؤُكِّكُونَ

Dan jika engkau bertanya kepada mereka, "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" Pasti mereka akan menjawab, "Allah." Maka mengapa mereka bisa dipalingkan (dari kebenaran). (al-'Ankabut/29: 61)

Jika memang Allah pencipta alam semesta, maka patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat memberi kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Mengapa mereka tetap menjadikan benda-benda mati itu menjadi pelindung? Mengapa akal pikiran mereka tidak digunakan untuk menentukan pilihan yang benar? Padahal benda-benda tersebut tidak mempunyai kemampuan apa-apa meskipun hanya menciptakan seekor lalat. Firman Allah:

# إنَ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَ الْمُؤلِّ اجْتَمَعُوْ اللَّهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَاءُ اللَّيَاءُ اللَّيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيَاءُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللَّامُ اللْمُلْمُ ال

Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. (al-¦ ajj/22: 73)

Kemudian dalam rangka membuka tabir kepicikan akal mereka, sehingga tidak dapat membandingkan antara yang baik dan yang buruk, Nabi saw diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka adakah sama orang buta yang sama sekali tidak dapat melihat dengan orang yang matanya sehat, dapat melihat semua benda di hadapannya dengan terang dan jelas? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama. Jika ditanyakan pula kepada mereka apakah sama gelap gulita dengan terang benderang? Tentu jawabannya juga

tidak sama. Dengan demikian, akhirnya dapat disimpulkan bahwa Allah Yang Maha Esa dan Sempurna dalam segala-galanya tidak bisa disamakan dengan berhala, benda mati yang sama sekali tidak dapat memberi manfaat dan menolak kemudaratan. Demikian pula kekafiran seseorang kepada Allah dan rasul-Nya tidak sama dengan cahaya keimanan seorang mukmin yang memancar dari wajah dan hatinya. Pertanyaan selanjutnya, apakah berhalaberhala yang mereka sembah itu dapat menciptakan makhluk seperti ciptaan Allah, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka, dan sukar dibedakan mana ciptaan berhala dan mana ciptaan Allah?

Jika Allah bisa disamakan dengan berhala dalam penciptaan maka ada alasan bagi mereka untuk menyekutukan-Nya. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Berhala-berhala itu adalah benda mati, jangankan dapat disamakan ciptaannya dengan ciptaan Allah, wujudnya saja ada karena diukir oleh tangan manusia. Mereka tidak dapat menjawab jika ditanya dan tidak dapat memberi kemanfaatan dan kemudaratan sedikit pun kepada penyembahnya. Sesajen yang dihidangkan di hadapannya jika dicuri oleh lalat, mereka sama sekali tidak dapat mengambilnya kembali. Bahkan jika penyembah-penyembahnya sedang lengah, seekor serigala pun dapat mengencingi kepalanya.

Allah adalah Pencipta segala sesuatu, termasuk pula Pencipta berhalaberhala, dan Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa. Mengapa kamu menyembah kepada selain-Nya, yang sama sekali tidak memberi manfaat dan kemudaratan?

# Kesimpulan

- 1. Semua manusia mengakui bahwa Allah adalah Pencipta langit dan bumi.
- Kekafiran tidak sama dengan keimanan, sebagaimana orang buta tidak sama dengan yang melihat, dan kegelapan tidak sama dengan terang benderang.
- 3. Berhala-berhala tidak menciptakan apa-apa, karena itu yang berhak disembah hanya Allah saja, Pencipta segala sesuatu.

### PERUMPAMAAN YANG HAK DAN YANG BATIL

ٱنْزُلُ مِنَ السَّمَّاءِ مَّاءً فَسَالَتَ اوْدِيةً لِقَدَرِهَا فَاحْمَّلُ السَّيْلُ زَبَدًا آلِمِيَّ وَمِمَّا يُوْقِدُ وْنَعَلَيْهِ فِي التَّارِابُرِعَاءَ حِلْيَةٍ اوْمَتَاع زَبَدُ مِّقَافً كَذَرِك يَضْرِبُ اللهُ الْكَقَ وَالْبَاطِلَ ۚ فَامَّا الزَّبُ فَيَذُهِ بُحُفَاءً وَامَّا مَا يُنْفَعُ النَّاسُ فَيَعَكُثُ فِي الْارْضُ كَذَلك يَضْرِبُ اللهُ الْامْثَالُ ٥ لِلَّذِيْنَ السَّحَا بُوْالِرَ مِّهِ مُا الْحُسَنِيِّ وَالَّذِيْنَ لَمُ يَسْتَجِيْبُوالَهُ وَمَا فَهُمْ جَعَنَمُ وَالْمُ رَضِ جَمِيْعًا قَوَشُلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدُوا بِهِ أَوْلِ كَلَمُ اللَّهُ الْمُوال وَمَا فَهُمْ جَعَنَمُ وَالْمُ الْمُهَا ذُنْ فَي مَعَالَا اللهُ اللهُ الْمُعَالَمُ اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ ال

Terjemah

(17) Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia (air) di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti (buih arus) itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. (18) Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka (disediakan) balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan-Nya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab (perhitungan) yang buruk dan tempat kediaman mereka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

(ar-Ra'd/13: 17) جُفَاء 'Ar-Ra'd/13: 17

Secara kebahasaan, *juf±'a* berarti tidak ada harganya. Melalui ungkapan *juf±'an* dalam ayat di atas, Allah swt ingin menjelaskan bahwa Diri-Nya telah membuat kebenaran dan kebatilan di atas muka bumi. Kebatilan itu ibarat buih yang pada saatnya akan hilang sebagai *juf±'an* (sesuatu yang tidak ada harganya). Sedang kebenaran yang mendatangkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia akan selalu memiliki makna dan akan bertahan di muka bumi.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat sebelum ini, Allah swt menerangkan perbedaan antara yang melihat dengan yang buta, sebagai perumpamaan antara orang mukmin dengan orang kafir, dan perbedaan antara terang benderang dengan gelap gulita sebagai perumpamaan antara keimanan dengan kekafiran. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah mengadakan perumpamaan tentang kebenaran yang kekal dan kebatilan yang fana, menerangkan kesudahan bagi setiap orang yang bahagia karena melaksanakan perintah Allah dan celaka karena menentang perintah-Nya, dan balasan yang disediakan bagi mereka masingmasing pada hari kiamat. Orang yang mengerti perumpamaan ini termasuk orang yang cerdas pikirannya dan selamat hatinya.

### Tafsir

(17) Allah menurunkan air hujan dari langit yang mengandung awan, lalu mengalirkan air hujan itu ke berbagai lembah yang lebar dan yang sempit sesuai dengan ukurannya. Kajian saintis menjelaskan bahwa lembah-lembah umumnya terbentuk oleh gerusan air. Air pertama-tama menggerus bagianbagian batuan yang paling lunak dan kemudian membentuk aliran sungai. Alur aliran sungai ini lambat laun membesar membentuk lembah-lembah sungai. Ukuran lembah-lembah sungai umumnya selain dipengaruhi oleh besarnya aliran air yang juga ditentukan oleh besarnya curah hujan, kekerasan batuan dan umur batuan. Dalam bidang geomorfologi dikenal besaran kerapatan sungai, yaitu jumlah panjang sungai yang terdapat pada satu luasan daerah dengan satuan km/km². Besarnya kerapatan sungai umumnya menggambarkan besarnya curah hujan di daerah tersebut.

Arus air itu akan menimbulkan banyak buih di permukaannya yang merupakan gumpalan buih yang ikut bergerak dengan arus air, sehingga bila ada angin kencang yang bertiup, maka buih itu akan segera lenyap dari pandangan mata. Menurut kajian saintifik, buih adalah zat mengambang di atas air yang mengandung banyak udara. Terjadinya buih merupakan bagian dari proses pemurnian air yang terjadi secara alami dalam pengalirannya (dikenal dengan istilah *self purification*). Pemurnian ini terjadi karena adanya pencampuran dengan udara yang melarut ke dalam air terutama oksigen. Dengan adanya oksidasi, pengotor (umumya senyawa organik) yang terlarut di dalam air mengurai dan bagian yang ringan mengapung di atas permukaan air, sedangkan bagian yang berat akan tenggelam dan mengendap. Inilah perumpamaan yang pertama yang dikemukakan oleh Allah swt tentang kebenaran dan kebatilan serta tentang keimanan dan kekafiran.

Buih juga bisa terbentuk dalam proses pemurnian logam dengan pemanasan. Bijih logam di alam umumnya ditemukan dalam bahan padat yang tidak murni. Pada proses peleburan, bijih mencair, dan logam-logam yang berat akan tenggelam sedangkan bagian yang kurang bermanfaat atau yang dapat merusak mutu hasil biasanya berupa buih dan akan mengapung

ke permukaan bersama udara yang terkandung di dalamnya. Logam tersebut dibuat untuk perhiasan dan alat-alat keperluan rumah tangga, pertanian, pertukangan, dan perindustrian. Inilah perumpamaan yang kedua.

Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Kebenaran dan kebatilan itu bila bercampur, seperti arus air yang bercampur dengan buih, atau seperti logam yang dibakar yang sama-sama juga mengeluarkan buih berupa kotoran karat yang semula melekat pada logam itu, kemudian terpisah karena pengaruh api yang membakarnya. Maka sebagaimana buih yang berada di atas arus air akan lenyap setelah ada tiupan angin, dan buih yang berada di atas logam yang sedang dibakar akan hilang pula karena api, demikian pula perkara yang batil akan hilang musnah bilamana datang hak dan kebenaran yang jelas.

Buih itu akan hilang tersangkut di pinggir lembah dan pohon atau ditiup angin. Demikian pula kotoran atau karat yang semula melekat pada logam akan habis terbakar. Yang tinggal hanya yang memberi manfaat saja kepada manusia, yaitu air, yang dapat diminum, digunakan untuk mengairi tanaman yang bermanfaat bagi manusia dan binatang, emas yang digunakan untuk perhiasan, dan logam-logam lainnya untuk alat rumah tangga, pertanian, dan sebagainya.

Dari kedua perumpamaan itu dapat diambil pengertian bahwa Allah swt telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw kemudian disampaikan ke dalam hati manusia yang masing-masing tidak sama potensi dan persiapannya untuk menerima. Masing-masing mempunyai keterbatasan dalam hal bacaan, pengertian, hafalan, dan pengamalannya. Ayat Al-Qur'an menjadi unsur kehidupan kerohanian dan kebahagiaan hidup sebagaimana air menjadi sebab hidup semua makhluk.

Di antara tanah yang ditimpa hujan itu ada yang tandus, tidak dapat menumbuhkan tanam-tanaman, hanya sekedar menyimpan air saja, yang dapat dijadikan sumber penampungan air jernih. Ada pula tanah yang subur yang setelah disiram dengan air hujan dapat menghasilkan bermacammacam hasil bumi. Itulah air yang bermanfaat bagi manusia dan binatangbinatang. Di antara logam yang dilebur dalam api seperti emas, perak, tembaga, perunggu, dan timah, ada yang dijadikan alat rumah tangga, pertukangan, perindustrian dan sebagainya. Orang mukmin diumpamakan seperti air dan logam yang bermanfaat bagi manusia dan binatang. Buih yang semula bercampur kemudian lenyap karena tiupan angin atau habis dibakar oleh api, adalah perumpamaan bagi kekafiran dan kebatilan yang akhirnya hancur bila berhadapan dengan hak dan kebenaran, firman Allah:

# وَقُلْجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَى الْبَاطِلُّ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا

Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap." Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. (al-Isr±'/17: 81)

Demikianlah Allah membuat perumpamaan yang indah yang dapat menjelaskan kepada manusia apa yang masih dipandang sulit oleh mereka tentang masalah-masalah agamanya, agar jelas perbedaan antara yang hak dan yang batil, antara keimanan dan kekafiran, sehingga mereka dapat menempuh jalan petunjuk kepada kebahagiaan dan menghindari jalan yang dimurkai Allah dan menyesatkan.

Dengan memperhatikan perumpamaan-perumpamaan yang tepat dan baik itu niscaya umat Islam akan menjadi umat terbaik yang dikeluarkan di muka bumi untuk jadi teladan bagi umat yang lain. Al-Bukh±r³ dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ar³:

إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَنَنِيَ اللهُ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثُ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأُ وَالْعُشْبَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ الله بَهَا النَّاسَ فَشَرُبُواْ وَرَعَوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُواْ. وَاصَابَتْ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ الله وَنَفَعَهُ الله بِمَا بَعَنْنِي بِهِ وَنَفَعَ النَّاسَ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. وَمَثَلُ مَنْ لَمَ يُرفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمَ يُقْبَلْ هُدَى اللهِ الله الله عَنْنِي بِهِ وَنَفَعَ النَّاسَ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. وَمَثَلُ مَنْ لَمَ يُرفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمَ يُقْبَلْ هُدَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْنِي بَهِ وَنَفَعَ النَّاسَ فَعَلِمَ

Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus diriku, adalah seperti air hujan yang menimpa bumi. Di antaranya ada sebagian bumi yang menerima air itu, lalu menumbuhkan rumput dan tanamtanaman. Ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja, lalu Allah memberikan manfaat air itu kepada manusia. Maka ada yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Ada pula sebagian tanah yang keras, tidak dapat menyimpan dan menyerap air, sehingga tidak menumbuhkan tanaman apaapa. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan Allah memberikan manfaat kepadanya dalam ajaran agama yang Allah mengutusku untuk menyampaikannya kepada manusia, sehingga ia mengetahui dan mengajarkannya (kepada orang lain), dan perumpamaan orang yang sama sekali tidak memperhatikan dan tidak menerima petunjuk Allah yang mengutusku untuk menyampaikannya. (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim)

Diriwayatkan pula oleh Imam A¥mad dari Abu Hurairah:

مَثْلِيْ وَمَثْلُكُمْ كَمَثْلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي يَقَعْنَ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَعْلَبْنَهُ فَيَقْتَحمْنَ فِيْهَا فَذَلكَ مَثْلَيْ

Perumpamaanku denganmu seperti orang menyalakan api, ketika api menerangi tempat sekelilingnya, mulailah kupu-kupu dan serangga yang mendatangi berjatuhan ke dalam api, dan orang itu menghalangi, namun dikalahkan oleh serangga-serangga lalu masuklah serangga-serangga itu ke dalam api. Itulah perumpamaanku denganmu. Aku menghalangimu dari api, jauhilah api itu, namun kamu mengalahkanku dan menerobos masuk ke dalamnya. (Riwayat A¥mad, al-Bukh±r³, dan Muslim dari Abu Hurairah)

(18) Bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan rasul-Nya, mengikuti semua perintah-Nya, dan membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-Nya, disediakan pembalasan yang baik, yang bersih dari segala penderitaan dan kesusahan dan kekal selama-lamanya. Sesuai dengan firman Allah:

# لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيادَةً

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya (kenikmatan melihat Allah). (Yµnus/10: 26)

Dan firman-Nya:

# وَامَّامَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَّاءً إِلْحُسنَى وَمَنَقُولُ لَهُ مِنْ آمْرِفَا لِسُرًا

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat (pahala) yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. (al-Kahf/18: 88)

Bagi mereka yang tidak memenuhi seruan Allah, tidak menaati-Nya, tidak mengikuti perintah-Nya dan tidak mencegah diri dari larangan-Nya, ada bermacam-macam perlakuan dan azab, di antaranya:

- Ketika menghadapi azab yang sangat pedih, niscaya mereka melepaskan seluruh kekayaan itu untuk menebus dirinya dari azab Allah. Sebab yang paling dicintai oleh setiap orang adalah dirinya sendiri. Apabila dirinya terancam bahaya, maka seluruh kekayaannya akan dijadikan sandera atau tebusan, demi untuk keselamatan dirinya.
- 2. Mereka akan diperiksa secara rinci dan diteliti semua amal perbuatannya sampai sekecil-kecilnya. Tersebut dalam sebuah hadis: *Barang siapa yang dihisab secara rinci pasti kena azab.*
- 3. Tempat kediaman mereka ialah Jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman dan tempat kembali.

# Kesimpulan

- Perumpamaan dan perbandingan merupakan salah satu cara Al-Qur'an dalam menanamkan keimanan.
- Keimanan dan kebenaran bagaikan air yang murni dan logam yang bersih. Keduanya akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan kekafiran dan kebatilan bagaikan buih yang akan hilang terbawa banjir atau bagaikan buih yang ditimbulkan dari logam ketika dipanaskan.
- 3. Pada hari kiamat orang-orang kafir akan disiksa. Mereka berpikir seandainya memiliki harta benda tentu mereka akan menebus siksaan tersebut. Tetapi itu hanya khayalan karena hal itu mustahil, dan bahkan mereka dimasukkan ke dalam neraka Jahanam.

## SIFAT-SIFAT ULIL ALBAB

افَكُنْ يَعْكُمُ انْكُلُو الْكُلُهُ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمُيْتَاقُ وَ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ كَا الْمُولِاللهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمُيْتَاقُ وَ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ كَا الْمُرَاللهُ بِهَ الْذَيْنَ يَعْفُونَ الْمُيْتَاقُ وَ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ كَا اللهُ بِهَ الْمُرْتِلَةُ وَجُعِ النَّيْوَصُلُونَ وَالْمَيْنَ وَالْفَيْعَانُ وَجُعِ الْنَيْقُ صَلَوْقَ وَالْمَعْلُونِ اللهُ بِعَا الْمَيْتَ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَلَا يَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَ اللهُ مِسَوَّا وَعَلائِيةً وَيَدُرَءُ وَنَ وِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

# Terjemah

(19) Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, (20) (yaitu) orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, (21) dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. (22) Dan orang yang sabar karena mengharap keridaan Tuhannya, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik), (23) (yaitu) surga-surga 'Adn, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya,

pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (24) (sambil mengucapkan), "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

Kosakata: ' $Uqba\ ad$ - $D\pm r$ ) عُقْبَى الدَّار (ar-Ra'd/13: 24)

Secara kebahasaan, 'uqba ad-d $\bar{a}r$  berarti tempat terakhir atau akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya, 'uqba ad-d $\bar{a}r$  atau tempat kesudahan yang baik (ni'ma 'uqba ad-d $\bar{a}r$ /surga 'adn) akan diperoleh orang yang memenuhi janji, menghubungkan ( $_i$ ilah) apa yang diperintahkan Allah swt, takut pada-Nya dan hisab yang buruk, serta orang yang sabar karena mencari keridaan Allah swt, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian rezekinya. Sebaliknya orang yang tidak melaksanakan hal-hal itu akan mendapat 'uqba ad-d $\bar{a}r$  yang buruk (bi'sa 'uqba ad-d $\bar{a}r$ /neraka).

### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan tentang perumpamaan dan perbandingan antara keimanan dan kekafiran. Keimanan dan kebenaran bagaikan air yang murni, dan logam yang bersih, sedangkan kekafiran dan kebatilan bagaikan buih yang dibawa banjir dan logam ketika dipanaskan. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan tentang sifat-sifat ulul albab yang senantiasa mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan yang diberikan-Nya dalam Al-Qur'an. Merekalah orang-orang yang mendapat kediaman terakhir yang baik.

#### Tafsir

(19) Pada ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa tidak sama orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada Muhammad adalah sesuatu yang nyata benarnya dan datang dari Allah dibandingkan dengan orang buta yang tidak memahami dan mempercayainya. Firman Allah:

# وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدُلًا

Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al-Qur'an) dengan benar dan adil. (al-An'±m/6: 115)

Menurut Ibnu 'Abb±s, ayat ini turun berkaitan dengan dua orang, yang seorang mukmin dan yang lainnya kafir, yaitu Hamzah dan Abu Jahal. Apakah (Hamzah) yang percaya dan mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw itu benar, tanpa keraguan lagi, sama dengan (Abu Jahal) yang buta hatinya, dan sama sekali tidak mendapat petunjuk kepada kebaikan? Tentu tidak sama. Hanya orang-orang yang sehat pikirannya saja yang dapat menyadari hal seperti ini, dan yang dapat

mengambil manfaat dari perumpamaan-perumpamaan yang dikemukakan Allah swt dalam kitab suci-Nya.

- (20, 21, 22) Allah swt menyifati *ulul albab* dari kalangan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah suatu kebenaran yang berlaku, sebagai berikut:
- a. Sifat pertama: bahwa orang-orang tersebut senantiasa memenuhi janji Allah, dan tidak mau mengingkari perjanjian itu. Yang dimaksud dengan "janji Allah" di sini ialah janji-janji yang telah mereka ikrarkan atas diri mereka, baik mengenai hubungan mereka dengan Allah, maupun hubungan mereka dengan orang lain. Fitrah mereka yang suci, dan hati mereka yang murni mengakui adanya perjanjian itu dan wahyu Allah pun mengharuskan adanya perjanjian tersebut.

Mereka tidak mau mengingkari atau pun memungkiri perjanjian yang telah mereka kukuhkan, karena mereka sangat menjauhi sifat-sifat kemunafikan.

Betapa pentingnya sifat memenuhi janji ini, oleh Qatadah telah disebutkan bahwa dalam Al-Qur'an, Allah swt telah menyebutnya sebanyak lebih dua puluh kali.

b. Sifat kedua: mereka memelihara semua perintah Allah dan tidak melanggarnya, baik hak-hak Allah maupun hak-hak hamba-Nya, termasuk memelihara silaturrahim.

Hubungan antara sesama manusia ialah menjalin hubungan tolongmenolong, menjalin cinta dan kasih-sayang, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, "Barang siapa senang dilapangkan rezekinya dan selalu disebut-sebut kebaikannya, maka hendaklah pelihara hubungan silaturrahim." (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim).

Dan hadis Nabi saw:

Dari Ibnu 'Abb±s ia berkata, "Bersabda Rasulullah saw, "Sesungguh-nya kebajikan dan menghubungkan silaturrahim itu, kedua-duanya benar-

benar meringankan hisab yang buruk di hari kiamat." Kemudian Rasulullah saw membaca ayat ini." (Riwayat al-Khat³b dan Ibnu 'As±kir)

c. Sifat ketiga: mereka benar-benar takut kepada Allah swt. Sifat takut kepada Allah adalah perasaan takut yang dilandasi dengan rasa hormat yang mendorong orang untuk taat kepada-Nya. Sifat ini dimiliki oleh para ulama, dan ciri dari orang-orang "muqarrabin". Dalam hubungan ini Allah swt telah berfirman:

# إنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمْ وُلَّ

Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. (F±<sup>-</sup>ir/35: 28)

d. Sifat keempat: mereka senantiasa takut kepada hisab yang sifatnya merugikan mereka pada hari kiamat, yaitu hasil yang buruk dari amalan mereka di hari kiamat, karena banyaknya kejahatan yang dilakukannya selagi hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, mereka senantiasa mawas diri, sebelum dihisab amalannya di akhirat kelak. Mereka selalu membandingkan antara amal-amal mereka yang baik dengan yang buruk, selalu berusaha agar amal yang baik lebih banyak dari perbuatan yang buruk, agar neraca kebajikan mereka di akhirat kelak lebih berat daripada neraca keburukan. Dalam hal ini, Allah telah berfirman:

Maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)-nya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang). Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)-nya maka tempat kembalinya adalah neraka H±wiyah. (al-Q±ri'ah/101: 6 - 9)

e. Sifat kelima: mereka senantiasa sabar dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan, demi mengharapkan rida Allah. Sabar dalam hal ini berarti menahan diri terhadap segala hal yang tidak disenanginya, baik dengan cara melakukan ketaatan dan menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkan agama maupun dengan jalan menjauhi hal-hal yang dilarang agama. Bisa juga berarti bersikap rela menerima segala ketentuan Allah yang telah berlaku berupa musibah dan lain sebagainya.

Kesabaran yang diminta dari setiap orang yang berakal dan beriman ialah kesabaran yang dilakukan semata-mata karena mengharapkan keridaan Allah dan ganjaran-Nya, bukan kesabaran yang dibuat-buat karena ingin dipuji dan disebut-sebut. Itulah kesabaran yang sejati, yang menjadi sifat bagi orang-orang yang berakal dan beriman.

- f. Sifat keenam: mereka senantiasa mendirikan salat. Arti "mendirikan salat" ialah menunaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya, disertai rasa khusyuk dan tawaduk menghadapkan wajah dan hati kepada Allah semata, tidak dibarengi dengan ria, serta memelihara waktu yang telah ditetapkan untuknya. Hal ini hanya dapat dilakukan bila pada saat-saat melakukan salat, kita merasa sedang berdiri sendiri di hadapan Allah swt, Pencipta dan Penguasa semesta alam. Dengan demikian, maka tak ada sesuatu pun yang dipikirkan pada saat itu, kecuali semata-mata bermunajah kepada Allah.
- g. Sifat ketujuh: mereka senantiasa menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah dilimpahkan Allah kepada mereka, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan, baik infak wajib seperti terhadap istri, anak, dan karib kerabat maupun infak sunah seperti terhadap fakir miskin. Kenyataan dapat memberikan pengertian kepada kita tentang rahasia yang tersimpan di dalamnya. Al-Qur'an berulang kali menganjurkan kepada orang-orang mukmin untuk menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah diperolehnya kepada yang memerlukan pertolongan, dan untuk menyokong kepentingan umum. Jika mereka mau melakukannya, niscaya kemiskinan dan kemelaratan dapat dilenyapkan dari kehidupan masyarakat.
- h. Sifat kedelapan: mereka senantiasa menolak kejahatan dengan kebajikan, karena kebajikan itu dapat menolak kejahatan. Kenyataan menunjukkan bahwa apabila seseorang dapat bergaul dengan orang lain dengan akrab dan kasih sayang serta menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, ia tidak akan dimusuhi atau dibenci oleh masyarakatnya. Apabila ia mendapat musibah, maka orang yang pernah mendapat pertolongannya akan segera pula mengulurkan pertolongan kepadanya. Sebaliknya orang yang suka menyakiti orang lain, atau enggan memberikan bantuan dan pertolongan adalah orang yang egois dan tidak menggunakan akalnya. Sikap dan perbuatannya itu hanyalah mempersempit ruang lingkup kehidupannya sendiri, serta menimbulkan kebencian dan kedengkian orang lain terhadap dirinya.

Berbuat kebaikan untuk menghindari kejahatan, atau sedapat mungkin membalas perbuatan jahat orang lain dengan berbuat kebajikan atau dengan diam adalah tanda orang yang mau menggunakan akalnya dan bijaksana. Firman Allah:

# وَإِذَاخَاطَبَهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوَاسَلُمُا

"... dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, "sal±m." (al-Furq±n/25: 63)

Dari sini dapat dipahami, betapa tingginya nilai ajaran agama Islam dalam membina hubungan baik antara sesama manusia guna menciptakan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhir ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut pasti akan memperoleh tempat kediaman terakhir yang baik, yaitu surga Jannatun Naim di akhirat kelak di samping kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan di dunia ini.

(23) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa yang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak bukan hanya sematamata yang memiliki sifat tersebut, melainkan juga orang-orang saleh di antara ibu-ibu dan nenek moyang mereka, demikian pula istri dan keturunan mereka yang terdekat. Mereka ini pun akan turut pula merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan itu, selama mereka tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka kehilangan hak untuk memperoleh rahmat Allah, misalnya karena kekafiran dan kemusyrikan kepada Allah. Ayat ini memberikan isyarat bahwa pada hari tersebut tidak berlaku hubungan kekeluargaan sedikit pun kecuali amal saleh masing-masing. Firman Allah:

Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya. (al-Mu'minµn/23: 101)

Dalam hubungan ini, Rasulullah saw pernah bersabda kepada putrinya Fatimah az-Zahra sebagai berikut:

"Wahai Fatimah putri Muhammad! Mintalah dari hartaku apa yang kau inginkan karena aku sedikit pun tidak akan dapat menolongmu dari azab Allah." (Riwayat at-Tirmi<sup>©3</sup> dari Abu Hurairah)

Dalam Al-Qur'an, Allah telah menegaskan pula sebagai berikut:

(yaitu) pada hari (ketika) harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. (asy-Syu'ar±'/26: 88-89)

Orang-orang yang menggunakan akalnya seperti yang tersebut di atas akan ditempatkan Allah kelak dalam surga-Nya. Mereka di sana duduk berhadap-hadapan di atas balai-balai yang indah disertai orang-orang yang mereka cintai, yaitu nenek moyang, kaum keluarga, dan anak-anak mereka, serta orang-orang yang patut masuk surga dari kalangan orang-orang yang saleh, agar hati mereka menjadi senang dan bahagia.

Hal itu merupakan rahmat dan kebaikan Allah swt kepada mereka. Selain itu para malaikat datang kepada mereka dari segala penjuru untuk memberikan ucapan selamat atas keberuntungan yang telah mereka peroleh, yaitu masuk surga. Mereka tinggal dalam rumah yang diliputi kesejahteraan, berdekatan dengan para nabi dan rasul serta orang-orang yang mengakui kebenaran agama Allah.

(24) Dalam ayat ini, disebutkan bahwa para malaikat mendatangi penghuni surga sambil mengucapkan salam, "Semoga kamu aman dari segala hal yang tidak diinginkan dan ditakuti, yang telah merusak orangorang selain kamu. Keberuntungan ini kamu peroleh berkat kesabaran dan penderitaan yang kamu alami selama menjalani kehidupan di dunia."

Ibnu Jar³r a⁻-°abar³ dan Ibnu Ab³ ¦ātim dari Umāmah meriwayatkan bahwa Nabi saw semasa hidupnya sering datang ke makam para syuhada pada setiap permulaan tahun. Di sana beliau membaca ayat tersebut. Hal semacam itu dilakukan pula oleh Abu Bakar, Umar, dan Usman r.a.

# Kesimpulan

- 1. Orang yang percaya kepada wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw., seperti Sayyidina Hamzah tidak sama dengan orang yang membutakan hatinya seperti Abu Jahal.
- Orang yang memperhatikan perumpamaan-perumpamaan dari Allah dan mengambil pelajaran darinya adalah orang yang cerdas dan sehat pikirannya.
- 3. Ulul Albab ialah mereka yang memiliki sifat-sifat mulia berikut ini:
  - a. Selalu menepati janji.
  - b. Berusaha memelihara hubungan yang diperintahkan Allah.
  - c. Takut kepada Allah swt.
  - d. Takut kepada buruknya perhitungan amal mereka sendiri.
  - e. Sabar dengan senantiasa mengharapkan keridaan Allah swt.
  - f. Senantiasa mendirikan salat.
  - g. Senantiasa menginfakkan sebagian dari rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka.
  - h. Membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan.
- 4. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut akan memperoleh balasan yang baik dari Allah swt, yaitu kehidupan yang bahagia di surga, bersama orang-orang yang mereka kasihi dan berdekatan dengan orang mulia, para nabi dan rasul. Mereka menerima ucapan selamat dari para malaikat.

5. Semua rahmat tersebut mereka peroleh berkat kesabaran mereka dalam menghadapi berbagai macam penderitaan selama hidup di dunia.

### BALASAN BAGI YANG INGKAR JANJI

# ٷالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَاللهِ مِنْ بَعْدِمِيْتَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا اَمُرَاللهُ بِهَ اَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ أُولِ إِنَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدَّارِ ۞

Terjemah

(25) Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi; mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk (Jahanam).

(ar-Ra'd/13: 25) سُوْءُ الدَّارِ (ar-Ra'd/13: 25)

Secara kebahasaan,  $s\mu'u$  ad- $d\bar{a}r$  berarti tempat kediaman yang buruk, dan yang dimaksudkan dengan  $s\mu'u$  ad- $d\bar{a}r$  dalam ayat ini adalah neraka jahanam. Seperti dijelaskan ayat di atas,  $s\mu'u$  ad- $d\bar{a}r$  diperuntukkan bagi orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apaapa yang telah diperintahkan-Nya untuk dihubungkan.  $S\mu'u$  ad-d+r juga diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan perusakan di muka bumi. Di dalamnya, orang-orang itu akan mendapat siksa atas perbuatannya melawan ajaran Allah swt yang mereka lakukan semasa hidup di dunia.

### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt telah menerangkan sifat-sifat *ulil albāb* dan pahala yang akan diperolehnya di akhirat. Dalam ayat ini, Allah menerangkan nasib yang dialami orang-orang yang ingkar janji, orang-orang yang sifat dan kelakuan mereka sangat bertentangan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa, dan balasan buruk bagi mereka di akhirat.

### **Tafsir**

(25) Ada beberapa perjanjian antara Allah dan manusia, di antaranya adalah manusia wajib mengakui kemahaesaan Allah serta kodrat dan iradat-Nya, beriman kepada para nabi-Nya dan wahyu yang diturunkan-Nya, dan sebagainya. Allah swt telah memberikan bukti-bukti dan dalil-dalil yang nyata atas semua itu. Akan tetapi, pada kenyataannya ada di antara manusia yang telah merusak perjanjian tersebut, dalam arti:

- a. Mereka tidak memperhatikan janji-janji tersebut, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban yang merupakan akibat yang timbul dari perjanjian itu. Misalnya, bila mereka benar-benar berpegang teguh kepada tauhid, mereka tentunya tidak akan beribadah kepada selain Allah. Allah memberikan bukti-bukti yang nyata tentang kemahaesaan-Nya. Akan tetapi, mereka tidak memperhatikan sehingga mereka tetap menentang landasan tauhid tersebut. Mereka senantiasa menganut kepercayaan syirik, mempercayai dan menyembah selain Allah.
- b. Pada mulanya mereka memperhatikan janji-janji yang telah mereka ikrarkan dan dalil-dalil yang telah diberikan. Mereka telah mengakui dan meyakini kebenarannya, tetapi kemudian mereka menyangkal kebenaran itu, dan tidak lagi bersedia mengamalkannya.

Orang yang suka memungkiri dan menyalahi janji yang telah diikrarkan dinamakan "munafik". Dalam hubungan ini Rasulullah saw telah bersabda:

Abi Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, "Tanda-tanda orang munafik ada tiga macam: apabila ia berkata, ia selalu bohong, apabila ia berjanji selalu ingkar, dan apabila ia dipercayai berkhianat." (Riwayat Muslim, at-Tirmi<sup>©3</sup> dan an-Nas±<sup>13</sup>)

Dalam menafsirkan ayat 25 ini, Abu al-Aliyah, seorang mufasir, menyebutkan bahwa ada enam macam sifat orang-orang munafik yang mereka tampakkan jika mereka merasa memiliki posisi yang kuat dalam satu masyarakat, yaitu:

- 1. Apabila berbicara, mereka berbohong.
- 2. Apabila berjanji, mereka ingkar.
- 3. Apabila diberi kepercayaan, mereka berkhianat.
- 4. Suka mengingkari janji Allah yang telah mereka ikrarkan sebelumnya.
- Suka memutuskan silaturrahim yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan dan dipelihara seperti hubungan dengan para Nabi-Nya yang telah datang membawa kebenaran. Mereka hanya beriman kepada sebagian dari para nabi tersebut, dan mengingkari terhadap sebagian yang lainnya.

Mereka juga memutuskan silaturrahim antara sesama manusia terutama dengan orang-orang mukmin, tetapi mereka tetap menjaga hubungan dan memberikan bantuan kepada orang-orang kafir. Di antara contohnya adalah mereka menghalang-halangi setiap usaha yang menuju kepada pembinaan kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Mereka tidak sudi melihat terwujudnya persatuan dan kesatuan antara orang-orang mukmin, seperti yang dianjurkan Rasulullah:

Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain haruslah seperti suatu bangunan, bagian yang satu menguatkan bagian yang lain. (Riwayat al-Bukh±r³, Muslim, dan at-Tirmi<sup>©3</sup> dari Abu Mµsa al-Asy'ar³)

Dan Sabda Rasulullah saw:

Orang-orang mukmin itu adalah seperti satu tubuh, apabila salah satu anggotanya menderita sakit, maka anggota-anggota yang lain pun rela pula menderita karena tidak tidur dan merasa demam karenanya. (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim dari an-Nu¹m±n bin Basy³r)

Oleh sebab itu, umat Islam haruslah hati-hati dalam menjaga kesatuan dan persatuan antara mereka, jangan dimasuki hasutan dan usaha-usaha kaum munafik untuk memecah belah persatuan itu.

c. Mereka suka berbuat kerusakan di bumi, baik berupa kezaliman yang mereka lakukan terhadap diri sendiri maupun kezaliman yang mereka lakukan terhadap hak milik orang lain dengan jalan yang tidak sah, ataupun dengan menimbulkan fitnah dan bencana dalam masyarakat Muslimin, dan mengobarkan permusuhan dan peperangan terhadap mereka.

Pada akhir ayat ini, Allah menetapkan hukuman yang layak untuk ditimpakan kepada orang munafik mengingat jahatnya kelakuan dan perbuatan-perbuatan mereka. Hukuman tersebut ialah berupa laknat Allah, yaitu menjauhkan mereka dari rahmat-Nya, sehingga mereka tersingkir dari kebaikan dunia dan akhirat. Mereka akan menemui kesudahan yang sangat buruk, yaitu azab neraka Jahanam, sebagai balasan dari kejahatan dan dosadosa yang telah mereka perbuat.

# Kesimpulan

- Orang munafik mempunyai sifat-sifat yang bertentangan dengan sifatsifat orang mukmin, antara lain melanggar janji Allah yang telah mereka ikrarkan, serta tidak memelihara silaturrahim dan suka berbuat kerusakan.
- Karena sifat dan kelakuan mereka yang buruk itu, maka mereka ditimpa hukuman Allah swt, yaitu mereka dijauhkan dari rahmat-Nya, dan di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka.

# ZIKIR MENENANGKAN HATI

ٱللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقَدِرُ ۗ وَفَرِحُوْ الِالْحَيْوةِ الدُّنْيَ ۗ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَ اللهُ يَلْالْحِرْةِ اللهُ مَتَاعُ ۖ ﴿ وَيَقَوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوُلَا آنْزِلُ عَلَيْهِ أَيَهُ مِّنْ رَّبِهِ ۗ قُلُ إِنَّ اللهُ يَصْلُمُنْ يَشَاءُ وَيَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُلُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

Terjemah

(26) Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan (yang sedikit) dibanding kehidupan akhirat. (27) Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepada-Nya," (28) (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. (29) Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.

(ar-Ra'd/13: 28) تَطْمَئنُّ Kosa kata: *Ta ma'innu* 

Secara kebahasaan, *ta⁻ma'innu* berarti menjadi tenteram. Melalui ayat di atas, Allah swt mengingatkan, dengan berzikir (mengingat) pada Allah swt, hati akan *ta⁻ma'innu* (menjadi tenteram). Dengan demikian, tenang atau tidak tenangnya hati seorang hamba sangat tergantung sejauh mana ia mengingat Rabb-nya.

### Munasabah

Ayat-ayat yang lalu telah menerangkan bahwa orang-orang yang suka mengingkari janji Allah, tidak mengakui kemahaesaan-Nya, dan mengingkari kenabian Muhammad saw, di dunia akan dijauhkan dari rahmat Allah, sedang di akhirat akan ditimpa azab. Selanjutnya, ayat-ayat berikut ini menjelaskan kekuasaan Allah, yaitu melapangkan rezeki bagi sebagian hamba-Nya, dan membatasi rezeki tersebut bagi sebagian yang lain,

sebagaimana Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada sebagian yang lain.

### **Tafsir**

(26) Allah melapangkan dan memudahkan rezeki bagi sebagian hamba yang dikehendaki-Nya, sehingga mereka memperoleh rezeki yang lebih dari keperluan sehari-hari. Mereka adalah orang-orang yang rajin dan terampil dalam mencari harta, dan melakukan bermacam-macam usaha. Selain itu, mereka hemat dan cermat serta pandai mengelola dan mempergunakan harta bendanya itu.

Sebaliknya, Allah juga membatasi rezeki bagi sebagian hamba-Nya, sehingga rezeki yang mereka peroleh tidak lebih dari apa yang diperlukan sehari-hari. Mereka biasanya adalah orang-orang pemalas dan tidak terampil dalam mencari harta, atau tidak pandai mengelola dan mempergunakan harta tersebut.

Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki hamba-Nya berdasarkan hikmah serta pengetahuan-Nya tentang masing-masing hamba itu. Kedua hal tersebut tidak ada hubungannya dengan kadar keimanan dan kekafiran hamba-Nya. Oleh karena itu, ada kalanya Allah menganugerahkan rezeki yang banyak kepada hamba-Nya yang kafir. Sebaliknya, kadang-kadang Allah menyempitkan rezeki bagi hamba yang beriman untuk menambah pahala yang kelak akan mereka peroleh di akhirat. Maka kekayaan dan kemiskinan adalah dua hal yang dapat terjadi pada orang-orang beriman maupun yang kafir, yang saleh ataupun yang fasik.

Ayat ini selanjutnya menceritakan bahwa kaum musyrik Mekah yang suka memungkiri janji Allah, sangat bergembira dengan banyaknya harta benda yang mereka miliki, dan kehidupan duniawi yang berlimpah-ruah, dan mereka mengira bahwa harta benda tersebut merupakan nikmat dan keberuntungan terbesar.

Oleh sebab itu, pada akhir ayat ini Allah menunjukkan kekeliruan mereka, dan menegaskan bahwa kenikmatan hidup duniawi ini hanyalah merupakan kenikmatan yang kecil, pendek waktunya, serta mudah dan cepat hilang, dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat yang besar nilainya dan sepanjang masa. Dengan demikian, tidaklah pada tempatnya bila mereka bangga dengan kenikmatan di dunia yang mereka rasakan itu.

Dalam hubungan ini, riwayat yang disampaikan oleh Imam at-Tirmi<sup>©3</sup> dari Ibnu Mas'µd menyebutkan sebagai berikut:

نَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيْرٍ وَقَدْ اَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوِ اللهِ لَوِ اللهِ لَوِ اللهِ لَوَ اللهِ لَوَ اللهُ نَيَا اللهِ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ لَتَخَذْنَا لَكَ وَطَاءً، فَقَالَ مَا لِي وَلِللهُ نَيَا مَا اَنَا فِي اللهُ نَيَا اللهِ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ لَتُحَدُّنَا لَكَ وَتَرَكَهَا. (رواه الترمذي عن ابن مسعود)

Pernah Rasulullah tidur di atas sehelai tikar kemudian beliau bangun dari tidurnya, dan kelihatan bekas tikar itu pada lambungnya, lalu kami berkata, "Ya Rasulullah seandainya kami ambilkan tempat tidur untukmu?" Rasulullah bersabda, "Apalah artinya dunia ini bagiku. Aku hidup di dunia ini hanya laksana seorang pengendara yang berteduh sejenak di bawah pohon, kemudian ia berangkat lagi dan meninggalkan pohon itu." (Riwayat at-Tirmi<sup>©3</sup> dari Ibnu Mas'µd)

(27) Setelah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik terpukau oleh fatamorgana kehidupan duniawi dan gembira dengan kenikmatan yang kecil, lalu Allah menyebutkan akibat yang timbul dari sikap dan pandangan mereka yang keliru dengan mengajukan usul kepada Nabi Muhammad, agar kepada beliau diturunkan satu ayat dari Tuhan yang akan membuktikan kenabian dan kerasulannya. Di antara mereka adalah Abu Sufyan bin Harb (sebelum masuk Islam), Abdullah bin Abi Umayyah, dan kawan-kawannya. Mereka pernah mengatakan, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad bukti-bukti sebagaimana yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul terdahulu, seperti jatuhnya langit berkeping-keping kepada mereka, mengubah Bukit ¢afa menjadi emas, atau menggeser gunung-gunung dari sekitar kota Mekah, sehingga tempat-tempat yang lowong itu dapat dijadikan kebun." Ucapan mereka yang lain disebut dalam Al-Qur'an, antara lain yang terdapat dalam ayat berikut:

# فَلْيَأْتِنَا بِأَيْةٍ كَمَّا أَرْسِلَ الْاَوَّلُونَ

Cobalah dia datangkan kepada kita suatu mukjizat sebagaimana rasul-rasul yang telah diutus. (al-Anbiy±/21: 5)

Dengan ucapan-ucapan mereka yang semacam itu, seolah-olah semua tanda dan bukti nyata yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw seperti Al-Qur'an dan lain-lain, bukan bukti nyata kerasulannya yang mampu mendorong mereka untuk taat dan iman kepada Allah, atau sebagai suatu kebenaran yang tak dapat diragukan lagi.

Selanjutnya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw untuk menjelaskan kepada orang-orang musyrik tersebut bahwa turunnya bukti-bukti tersebut, tidak berperan menjadikan seseorang mendapat petunjuk atau menjadi sesat. Seluruhnya berada dalam kekuasaan Allah semata. Hanya Allah swt yang kuasa menyesatkan orang yang dikehendaki-Nya, dan menuntun orang yang suka bertobat ke jalan yang diridai-Nya.

Walaupun Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang membuktikan kerasulannya, namun hal itu tidak akan bermanfaat untuk menjadikan seseorang beriman. Yang harus ditempuh seseorang untuk beriman hanyalah bersikap rendah hati, taat, dan memohon hidayah kepada Allah swt, untuk memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat, serta terhindar dari tipu daya dan godaan setan.

Bagi orang yang beriman, Al-Qur'an adalah mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad saw, sehingga tidak diperlukan bukti-bukti lain. Sebaliknya, orang-orang musyrik tenggelam dalam kesesatan dan keingkaran, sehingga bukti-bukti atau mukjizat apapun yang diperlihatkan oleh Rasulullah tidak akan menjadikan mereka orang-orang yang beriman.

- (28) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tenteram karena selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa gelisah, takut, ataupun khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik, dan merasa bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya.
- (29) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang beriman dan melakukan amal saleh, niscaya akan memperoleh kebahagiaan dan tempat kembali yang baik di sisi Allah pada hari kemudian.

# Kesimpulan

- 1. Allah swt melapangkan atau membatasi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya, baik muslim maupun kafir.
- 2. Orang yang tidak beriman merasa gembira dengan kemewahan hidup di dunia ini, padahal itu hanyalah merupakan kesenangan yang sangat kecil dibandingkan dengan kebahagiaan di akhirat.
- 3. Orang-orang kafir tidak menganggap Al-Qur'an adalah bukti kenabian Muhammad saw, sehingga mereka meminta bukti yang lain.
- 4. Allah swt menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya, dan memberikan tuntunan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya.
- 5. Hati orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah senantiasa terasa tenteram dan bahagia.
- 6. Orang yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh kebahagiaan di dunia, dan tempat kembali yang mulia di akhirat.

# PENGINGKARAN ORANG KAFIR TERHADAP RISALAH NABI MUHAMMAD

گذيك ارسكنك فِي المَّةِ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْهِ آمُكُو لِتَتَلُواْ عَكَيْهِ مُ الَّذِي آوْ حَيْتَ وَالْكُورَ وَفَرْ الْكُورُ وَفَرْ اللّهُ وَفَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَفَا اللّهُ وَفَا اللّهُ وَفَا اللّهُ وَفَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ وَاقِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

Terjemah

(30) Demikianlah, Kami telah mengutus engkau (Muhammad) kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka (Al-Qur'an) yang Kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Katakanlah, "Dia Tuhanku, tidak ada tuhan selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-Nya aku bertobat." (31) Dan sekiranya ada suatu bacaan (Kitab Suci) yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, (itulah Al-Qur'an). Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah

(penaklukkan Mekah). Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. (32) Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) telah diperolokolokkan, maka Aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian Aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaan-Ku itu! (33) Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang lain)? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, "Sebutkanlah sifat-sifat mereka itu." Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bumi, atau (mengatakan tentang hal itu) sekedar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan (yang benar). Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya. (34) Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari (azab) Allah.

(ar-Ra'd/13: 31) قَارِعَة (ar-Ra'd/13: 31)

Secara kebahasaan, *q±ri'ah* berarti bencana. Melalui ayat di atas, Allah swt menjelaskan bahwa orang-orang kafir senantiasa akan ditimpa *q±ri'ah* (bencana), baik di dunia maupun (terutama) di akhirat, disebabkan sikap mereka yang selalu mengingkari kebenaran Allah swt beserta ajaran-Nya. Itulah ancaman Allah swt, karena sesungguhnya Dia tidak pernah menyalahi ancaman-Nya.

### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu sudah diterangkan bahwa orang-orang kafir telah meminta kepada Nabi Muhammad saw bukti kenabiannya selain Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar dan bukti yang paling nyata bagi kenabian dan kerasulannya. Allah telah membantah tuntutan tersebut dengan menegaskan bahwa iman atau tidak seseorang kepada kenabian Muhammad bukan tergantung pada adanya bukti, tetapi pada ada atau tidaknya petunjuk Allah swt kepada orang tersebut. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah swt menegaskan bahwa pengutusan Nabi Muhammad tidaklah berbeda sifatnya dengan pengutusan rasul-rasul sebelumnya. Di samping itu, Allah menjelaskan fungsi dan sifat Al-Qur'an serta nasib orang-orang yang menentang Nabi Muhammad saw.

### Sabab Nuzul

Orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah saw, jika benar dia seorang nabi, maka hendaklah dia memindahkan dua gunung yang berada di Mekah, sehingga lahan yang datar menjadi lebih luas dan mereka dapat bercocok tanam dan menggembalakan ternak. Mereka juga meminta agar nenek moyang mereka yang telah wafat dibangkitkan kembali sehingga mereka dapat memberitahukan bahwa Muhammad adalah seorang nabi.

### **Tafsir**

(30) Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada umat yang belum pernah menerima kedatangan rasul Allah. Walaupun sebelumnya telah ada umat-umat lainnya yang pernah didatangi oleh para rasul-Nya, tetapi mereka tetap mengingkari adanya Tuhan yang Maha Rahmat

Allah swt menjelaskan bahwa tugas Nabi Muhammad adalah untuk membacakan kepada umatnya Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepada beliau. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw agar ia mengatakan kepada umatnya, bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya kepada-Nya ia bertawakal dan bertobat. Oleh karena itu, hendaklah umatnya beriman kepada-Nya.

Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa ia bertawakal dan bertobat kepada Allah swt, walaupun ia adalah seorang nabi dan rasul Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Jika seorang rasul masih berbuat demikian, apalagi orang-orang yang berdosa, tentu mereka lebih layak untuk bertawakal dan bertobat kepada Allah dari segala dosa yang telah mereka lakukan.

(31) Pada ayat ini, Allah menjelaskan kebesaran Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw. Namun sebelumnya, ayat ini menjelaskan bahwa walaupun ada satu bacaan atau Kitab Suci yang dapat menyebabkan gunung-gunung dapat berjalan, bumi dapat terbelah, atau orang-orang yang telah mati dapat hidup kembali dan berbicara, tetap akan ada orang-orang yang tidak beriman.

Maksud pernyataan di atas adalah bahwa Allah telah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, seperti gunung Tur dapat berjalan, dan batu dapat mengeluarkan mata air setelah dipukul dengan tongkatnya. Allah swt juga telah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, sehingga ia dapat menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Kepada Nabi Muhammad, Allah telah memberikan mukjizat terbesar yaitu Al-Qur'an, mukjizat yang bersifat abadi dan tetap dapat dilihat sampai sekarang. Al-Qur'an mengandung bukti-bukti yang menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah dan keindahan ciptaan-Nya. Selain itu, Al-Qur'an membawa hikmah-hikmah, hukum-hukum, dan peraturan-peraturan yang diperlukan manusia untuk mengatur kehidupan dalam berbagai bidang baik ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya, yang menjamin kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat jika mereka mau memahami dan mengamalkannya. Dengan demikian, mereka akan tampil menjadi bangsa dan umat yang terbaik di bumi ini.

Menurut a<sup>-</sup>-°abr±n³ dari Ibnu 'Abb±s bahwa ada sekelompok kaum musyrikin Mekah, antara lain Abu Jahal dan 'Abdull±h bin Abi Umayyah, mengadakan pertemuan di belakang Ka'bah, dan mengutus seseorang untuk memanggil Rasulullah saw. Beliau lalu datang ke tempat mereka, dan 'Abdull±h bin Abi Umayyah mengatakan kepadanya bahwa mereka akan

bersedia menjadi pengikutnya apabila beliau dapat membuktikan kemukjizatan Al-Qur'an untuk memindahkan gunung-gunung yang berada di sekitar Mekah, sehingga tempat tersebut menjadi lapang dan bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Jika hal tersebut dapat dilakukan Rasulullah, barulah mereka percaya bahwa ia benar-benar nabi dan rasul. Mereka juga meminta kepada Rasulullah agar dapat menguasai angin dan menjadikannya sebagai kendaraan pulang pergi dari Mekah ke negeri Syam. Menurut mereka, ini akan membuktikan bahwa Muhammad betul-betul nabi dan rasul Allah seperti Nabi Sulaiman yang mampu menggunakan angin sebagai kendaraan. Selain itu, mereka juga meminta agar Muhammad saw menghidupkan kembali nenek moyangnya yang telah lama meninggal dunia, seperti Quiai bin Kilab atau siapa saja yang mereka inginkan di antara nenek moyang mereka yang sudah mati. Mereka akan menanyakan kepada orang yang dihidupkan itu apakah dakwah yang disampaikan Muhammad saw benar atau tidak. Menurut mereka, hal ini adalah untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad saw benar-benar nabi dan rasul Allah sebagaimana halnya Nabi Isa as yang dengan mukjizatnya dapat menghidupkan kembali orangorang yang telah mati.

Allah swt lalu menurunkan ayat di atas untuk menegaskan bahwa seandainya Allah mengabulkan apa-apa yang mereka minta itu menjadi bagian dari kemukjizatan Al-Qur'an, pasti hal itu dapat terjadi, karena semuanya berada di bawah kekuasaan-Nya. Akan tetapi, seandainya hal tersebut benar-benar dikabulkan, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah, Nabi Muhammad, dan Al-Qur'an yang merupakan mukjizatnya.

Nabi Muhammad sangat ingin agar mereka itu beriman, namun mereka itu tidak juga beriman, bahkan mengajukan permintaan yang beraneka ragam. Oleh karena itu dalam ayat ini, Allah swt memberikan hiburan kepadanya dengan menegaskan bahwa ia dan orang-orang mukmin harus betul-betul memahami bahwa jika Allah menghendaki semua manusia beriman, pastilah Allah memberi petunjuk kepada mereka semuanya. Selain itu, orang-orang mukmin harus meyakini pula bahwa orang-orang kafir itu senantiasa akan ditimpa bencana dan kemurkaan Allah karena kekafiran dan perbuatan buruk mereka. Bencana itu bisa terjadi di dekat tempat kediaman mereka, sehingga akhirnya datanglah apa yang dijanjikan Allah, yaitu kehancuran mereka sendiri.

Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa janji Allah untuk menolong kaum Muslimin dan membinasakan orang-orang kafir pasti akan terjadi, karena Allah tidak akan menyalahi janji-Nya.

(32) Ayat ini berisi hiburan kepada Rasulullah dan umat Islam agar mereka tidak berkecil hati terhadap sikap dan keingkaran orang-orang kafir dan musyrikin Mekah. Di sini, Allah swt menerangkan bahwa bukan hanya Nabi Muhammad yang pernah diperolok-olok oleh kaum kafir dan musyrik, rasul-rasul yang telah diutus Allah kepada mereka sebelumnya pun mengalami keadaan yang demikian. Hanya saja, Allah memberi tenggang

waktu dan menangguhkan datangnya azab dan malapetaka kepada orangorang kafir tersebut. Pada akhirnya, Allah pasti membinasakan mereka dengan azab yang sangat dahsyat.

(33) Dalam ayat ini, Allah swt mencela kebodohan orang-orang kafir dan musyrik yang menyembah selain Allah, yaitu benda-benda yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka, yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat, tidak mengetahui apa-apa yang dikerjakan manusia, dan tidak pula dapat mengawasi serta memberikan pahala ataupun siksa kepada manusia berdasarkan amal dan perbuatannya. Allah mengatakan, "Apakah Allah yang mengawasi perbuatan mereka sama dengan apa-apa yang dipertuhankan mereka yang tidak mempunyai sifat-sifat seperti itu?"

Karena kaum musyrikin menjadikan beberapa sekutu bagi Allah swt, maka Allah memerintahkan rasul-Nya untuk mengatakan kepada mereka, "Sebutkanlah sifat-sifat yang dimiliki oleh apa yang kamu anggap sebagai tandingan atau sekutu Allah!" Semuanya sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat kesempurnaan seperti yang dimiliki Allah swt. Oleh sebab itu, tidaklah pantas untuk menjadi sekutu-Nya.

Ucapan dan tuntutan mereka kepada Nabi Muhammad seperti tersebut di atas juga memberikan kesan adanya anggapan mereka bahwa Allah seakanakan tidak mengetahui apa yang terjadi di bumi ini. Oleh sebab itu, dalam ayat ini Allah swt mempertanyakan kepada mereka, apakah mereka mengucapkan kata-kata tersebut dengan maksud untuk memberitahukan kepada Allah swt tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi yang mereka anggap tidak diketahui Allah? Padahal Allah mengetahui apa saja yang terjadi di alam ini.

Karena kaum musyrikin itu mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka dalam ayat ini Allah swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan kepada mereka, apakah mereka menyebut-nyebut "sekutu-sekutu" Allah hanya sekedar ucapan lahiriyah saja, dan tidak mempunyai hakikat kebenaran sama sekali? Kalau demikian halnya, maka ucapan mereka adalah omong kosong yang tidak mempunyai hakikat kebenaran sama sekali. Padahal Allah sama sekali tidak mempunyai sekutu. Dia Mahatinggi dan Maha Sempurna.

Pada akhir ayat ini, Allah swt membuka tabir rahasia dari kesesatan orang-orang kafir dan musyrik, yaitu mereka telah terpukau oleh berbagai godaan setan yang menggambarkan kepada mereka bahwa tipu daya yang mereka lakukan itu adalah suatu kebaikan dan perbuatan yang terpuji. Oleh karena mereka telah menuruti rayuan setan tersebut, maka mereka telah dihalangi dan diselewengkan dari jalan Allah. Siapa yang telah menyimpang dari jalan Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang itu karena mereka telah menuruti kemauan setan.

(34) Ayat ini menjelaskan betapa malangnya nasib orang-orang yang sesat itu, dan bagaimana besarnya kerugian yang mereka derita, yaitu: kesengsaraan hidup di dunia ini, sedangkan di akhirat akan diazab lebih

berat lagi. Mereka tidak mendapatkan seorang pelindung pun dari azab Allah.

# Kesimpulan

- 1. Pengutusan Nabi Muhammad adalah sama halnya dengan pengutusan rasul-rasul sebelumnya, yaitu untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah swt kepada umat manusia.
- 2. Beriman, bertawakal, dan bertobat kepada Allah adalah landasan penting dari ajaran agama Allah.
- 3. Apa dan bagaimana pun besarnya mukjizat Al-Qur'an, orang kafir itu tetap tidak akan beriman.
- 4. Nabi Muhammad dan kaum Muslimin harus memahami sikap orangorang kafir dan musyrik yang tidak mau mengimani Al-Qur'an. Janji Allah tentang kebinasaan mereka itu pasti terlaksana.
- 5. Allah swt adalah Maha Esa, Mahakuasa, dan mengawasi setiap perbuatan hamba-Nya, tetapi orang kafir menyekutukan-Nya karena mereka telah dikuasai setan, sehingga tidak bisa lagi menerima hidayah.
- 6. Orang-orang kafir akan kecewa di dunia dan diazab di akhirat. Mereka tidak akan mendapat seorang pelindung pun dari azab Allah.

# GAMBARAN AL-QUR'AN TENTANG SURGA DAN KEMANUSIAWIAN PARA RASUL

# Terjemah

(35) Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa (ialah seperti taman), mengalir di bawahnya sungai-sungai; senantiasa

berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka. (36) Dan orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa (kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan ada di antara golongan (Yahudi dan Nasrani), yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, "Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali." (37) Dan demikianlah Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari (siksaan) Allah. (38) Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).

# (ar-Ra'd/13: 35) عُقْبَى Kosakata: '*Uqbā*

Secara kebahasaan, 'uqbā berarti tempat berkesudahan atau tempat terakhir. Dalam konteks ayat di atas, yang dimaksud 'uqbā tidak lain adalah surga atau neraka. 'Uqbā yang akan dihadiahkan kepada orang-orang bertakwa adalah surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, buah-buah, dan naungan yang tak terhenti. Sedang 'uqbā bagi orang-orang kafir adalah neraka yang penuh siksaan.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt telah menjelaskan tentang azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir dan musyrik, baik azab yang mereka derita di dunia ini, maupun azab yang akan menimpa mereka di akhirat kelak, yaitu azab neraka yang sangat dahsyat.

Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah swt memberikan gambaran tentang surga, dan berbagai sikap manusia terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam ayat ini juga dinyatakan tentang kewajaran hidup berkeluarga dan berketurunan bagi manusia, termasuk bagi para rasul Allah.

#### **Tafsir**

(35) Salah satu kebiasaan Al-Qur'an adalah setelah menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan neraka, biasanya diiringi dengan menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan surga yang penuh dengan kenikmatan yang akan diperoleh orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh.

Dalam ayat ini, surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa diumpamakan sebuah kebun yang indah dan subur karena dialiri

sungai-sungai. Pohon-pohonnya dilukiskan berbuah tidak henti-hentinya dan memberikan naungan kepada orang yang berteduh di bawahnya. Surga tersebut merupakan tempat tinggal terakhir dan selamanya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sebaliknya, neraka merupakan tempat kediaman yang penuh kesengsaraan bagi orang-orang kafir.

Dengan digambarkannya perbandingan antara kedua tempat tersebut, maka manusia yang hidup di dunia ini dipersilakan untuk memilih jalan ke surga dengan beriman, beramal, dan bertakwa, atau jalan ke neraka dengan kekafiran, kemusyrikan, dan perbuatan-perbuatan jahat.

(36) Ayat ini menjelaskan sikap orang-orang Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) terhadap Al-Qur'an setelah mereka memeluk agama Islam, seperti Abdullah bin Salam dari kalangan Yahudi. Mereka ini sangat gembira dengan turunnya Al-Qur'an dan menerima baik segala ajaran dan hukumhukumnya. Akan tetapi, di samping itu ada pula segolongan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagian dari Al-Qur'an, terutama mengenai ajaran tentang keesaan Allah swt.

Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada golongan tersebut kemantapan imannya kepada Allah swt, dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah semata dan aku tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya. Aku seru manusia untuk beriman hanya kepada-Nya dan aku yakin bahwa hanya kepada-Nya aku akan kembali."

Ucapan Rasul ini dengan tegas menolak kepercayaan syirik, yaitu mempersekutukan sesuatu dengan Allah seperti yang dianut oleh kaum musyrikin. Kepercayaan itu sangat bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an tentang keesaan Allah secara mutlak, yang merupakan inti agama Islam.

(37) Pada ayat ini, Allah menjelaskan beberapa ciri utama Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, yaitu Al-Qur'an berisi peraturan-peraturan yang benar, yang harus ditaati manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat kelak. Di samping itu, Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa yang memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa lain.

Di antara keistimewaan bahasa Arab ialah bahasa ini merupakan bahasa yang sudah berkembang, jauh sebelum datangnya Islam sehingga kosakatanya sangat kaya. Bahasa Arab juga memiliki kaedah pembentukan kata (morfologi) yang memungkinkannya bisa dengan mudah menampung konsep-konsep baru untuk pembentukan kata baru. Dengan demikian, dapat dipahami kemampuan bahasa Arab mengungkapkan konsep-konsep wahyu. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka Al-Qur'an telah melestarikan bahasa Arab sehingga tidak hilang seperti bahasa Suryani, Koptic, dan sebagainya.

Karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan menjadi mukjizat Nabi Muhammad sebagai kitab suci, maka terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa asing tidak dianggap sebagai kitab suci juga. Sebagaimana diketahui, di antara kehormatan yang dimiliki Al-Qur'an ialah membacanya dianggap sebagai ibadah, dan tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci, yaitu orang-orang yang tidak berhadas besar maupun kecil.

Banyak ayat yang menyebutkan ciri-ciri Al-Qur'an, antara lain firman Allah swt:

(Yang) tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang), yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. (Fu<sub>i i</sub>ilat/41: 42)

Selanjutnya Allah swt memperingatkan Nabi Muhammad saw dan kaum Muslimin umumnya, agar jangan menuruti kehendak hawa nafsu dan keinginan orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, baik sebagian maupun keseluruhannya, karena Allah swt telah memberikan ilmu yang benar kepada mereka, yaitu Al-Qur'an al-Karim. Jika Nabi Muhammad dan kaum Muslimin sampai tergoda dan mengikuti kehendak orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an itu, maka siksa Allah pasti akan menimpa mereka dan tidak seorangpun dapat menjadi pelindung terhadap siksa Allah swt Yang Mahakuasa.

(38) Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan bahwa Dia telah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad saw dan mereka beristri dan berketurunan.

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga dan berketurunan adalah hal yang wajar dan merupakan sunatullah bagi makhluk-Nya yang hidup di muka bumi ini. Sunatullah ini juga berlaku bagi para nabi dan rasul-Nya. Hidup berkeluarga tidak boleh dianggap sebagai penghalang dalam perjuangan, baik demi kemajuan pribadi, masyarakat, maupun bangsa. Bahkan pernikahan menurut ajaran Islam, selain bertujuan untuk melanjutkan keturunan, juga berfungsi memberikan ketenangan, ketenteraman, dan kestabilan hidup. Pernikahan juga mempererat silaturrahim antara keluargakeluarga yang bersangkutan dan dapat menjadi sarana dakwah Islamiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Karena hidup berkeluarga adalah suatu yang wajar dan merupakan sunatullah, maka manusia tidak boleh menentangnya. Oleh sebab itu, adalah keliru apabila ada pemimpin agama yang mempunyai anggapan bahwa mereka harus menjauhi hidup berkeluarga, agar tidak mengganggu dalam menjalankan agama. Sikap hidup membujang atau *tabattul* adalah hal-hal yang tidak dikenal dalam agama Islam, bahkan sangat ditentang. Perkawinan dan anak merupakan nikmat dan rahmat Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, perkawinan dan keluarga perlu dipelihara dan dilestarikan sebaik-baiknya.

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang-orang Yahudi mencela Nabi Muhammad saw karena beliau mempunyai beberapa orang istri. Mereka mengatakan kalau benar-benar Muhammad adalah nabi dan rasul, tentu ia akan menyibukkan diri dengan tugas-tugas kenabiannya saja dan tidak akan mempedulikan perempuan. Mereka juga meminta bermacam-macam bukti tentang kenabiannya, selain Al-Qur'an yang menjadi mukjizatnya. Allah swt telah membantah mereka dengan menegaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah rasul Allah yang pertama, melainkan sebelum itu Allah swt telah mengutus beberapa rasul dan semuanya adalah manusia biasa yang membutuhkan makan, minum, berkeluarga dan berketurunan, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang lainnya, berjalan di pasar, dan sebagainya. Dalam hal ini, Allah swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw untuk menegaskan:

Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu. (al-Kahf/18: 110)

Kemudian, dalam ayat ini ditegaskan tentang kewajaran dan kebolehan para rasul itu hidup berkeluarga dan berketurunan. Allah menegaskan bahwa Dia mengaruniai mereka istri dan keturunan.

Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukh±r³ dan Imam Muslim dari Anas bin M±lik disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

Adapun aku, aku berpuasa dan berbuka, aku salat di waktu malam, juga tidur, aku juga makan daging dan juga menikahi wanita; maka siapa yang tidak suka kepada sunahku (jalan kehidupanku) tiadalah ia termasuk umatku. (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim)

Adapun ayat-ayat atau bukti-bukti kenabian dan kerasulan yang dituntut orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad saw dijawab berulang kali dalam Al-Qur'an, bahwa masalah tersebut adalah wewenang Allah semata. Para rasul hanya memperlihatkan mukjizatnya dengan seizin Allah.

Mukjizat terbesar Nabi Muhammad saw adalah Al-Qur'an yang membawa ajaran-ajaran, hukum-hukum, dan peraturan-peraturan yang berperan menuntun manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an senantiasa terpelihara kemurniannya dan tidak satupun makhluk yang dapat menandinginya, baik dari sisi kandungannya maupun redaksi kebahasaannya.

Ayat-ayat atau bukti-bukti dan mukjizat tidak muncul begitu saja, melainkan harus sesuai dengan hikmah Allah dan selaras dengan masanya. Masing-masing masa tersebut mempunyai ciri tersendiri yang telah ditetapkan Allah. Setiap peristiwa yang terjadi di alam ini mengikuti ketentuan atau takdir-Nya, baik mengenai waktu, tempat, cara, maupun sebab-sebab terjadinya. Mukjizat tidak akan muncul sebelum waktu yang telah ditetapkan Allah. Ajal seseorang, rezeki, dan peristiwa-peristiwa yang dialami di dunia dan di akhirat terjadi sesuai dengan ketentuan Allah. Manusia tidak dapat meminta agar ajalnya datang lebih cepat ataupun lebih lambat dari apa yang telah ditetapkan Allah dalam takdir-Nya.

- 1. Tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah swt adalah surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Sedang bagi orang-orang kafir adalah neraka yang penuh dengan azab dan kesengsaraan.
- Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam sangat bergembira dan menerima Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw; sementara yang lainnya mendustakan sebagian dari isi Al-Qur'an.
- 3. Tauhid merupakan inti dari ajaran Islam.
- 4. Al-Qur'an adalah Kalamullah yang berisi ajaran-ajaran dan hukumhukum yang menuntun manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 5. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab.
- 6. Menikah adalah sunah Rasul. Dengan demikian, kaum Muslimin dianjurkan agar berkeluarga.
- 7. Nabi Muhammad dan para rasul lainnya adalah manusia biasa yang berkeluarga dan berketurunan.
- 8. Mukjizat para nabi dan rasul adalah semata-mata karunia Allah swt kepada mereka.
- 9. Setiap peristiwa yang terjadi pada makhluk telah ditetapkan Allah dalam ketentuan-Nya yang disebut Qada' dan Qadar.

## **BUKTI KEKUASAAN ALLAH**

يَمْحُوااللهُ مَايَكَا أَوْيُكُونِ فَا فَكُونَا أَمُوالْكِونِ وَانْ مَازِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُمُ اوْنَتُوفَّ يَنَكَ الْحَالَا الْحِسَابُ ۞ اَوْلَمْ يَرُولَا اَنَّا نَالْتِ الْارْضَ اَفْتُوفَ الْمُكُونُ الْمُعَقِّبِ لِحُكُمِةً وَهُوسَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ وَقَدُ مَكُوالَّا فَيُعَلِّمُ اللَّهُ وَهُوسَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ وَقَدُ مَكُوالَّذِينَ مِنْ قَالِم مِنْ قَالِم مِنْ فَلِيلُهِ الْمَكُولُ جَمِيْعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ فَ وَسَيَعْكُمُ الْمُكُولُ اللَّذِينَ كَفَرُوا اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَاللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

Terjemah

(39) Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi-Nya terdapat Ummul-Kitab (Lau¥ Ma¥fu§). (40) Dan sungguh jika Kami perlihatkan kepadamu (Muhammad) sebagian (siksaan) yang Kami ancamkan kepada mereka atau Kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan Kamilah yang memperhitungkan (amal mereka). (41) Dan apakah mereka tidak melihat bahwa Kami mendatangi daerah-daerah (orang yang ingkar kepada Allah), lalu Kami kurangi (daerah-daerah) itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; Dia Mahacepat perhitungan-Nya. (42) Dan sungguh, orang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan (yang baik). (43) Dan orangorang kafir berkata, "Engkau (Muhammad) bukanlah seorang Rasul." Katakanlah, "Cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Al-Kitab menjadi saksi antara aku dan kamu."

Kosakata: *Ummul Kit±b* اُمُّ الْكتَاب (ar-Ra'd/13: 39)

Secara kebahasaan, *ummul kitāb* berarti induk buku. Dalam kontek ayat di atas, para ulama menafsirkannya dengan Lau¥ Ma¥fµ§. Melalui ayat itu, Allah swt menjelaskan bahwa Dia akan menghapus apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya, karena catatan apapun yang ada dalam *ummul kitāb* (Lau¥ Ma¥fµ§) berada dalam genggaman kekuasaan-Nya.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, diterangkan bahwa semua mukjizat para rasul adalah karunia Allah dan di bawah kekuasaan-Nya. Setiap peristiwa dan kejadian yang dialami manusia, semuanya sudah ada dalam ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Dalam ayat-ayat berikut ini, dijelaskan berbagai kekuasaan Allah yang meliputi semua makhluk-Nya dan semua peristiwa yang terjadi di alam ini.

#### **Tafsir**

(39) Pada ayat ini, Allah swt menerangkan satu sisi dari kekuasaan-Nya, yaitu menghapuskan atau menetapkan apa-apa yang dikehendaki-Nya, baik mengenai syariat-Nya atau nasib manusia.

Tanda-tanda adanya penghapusan dan penetapan Allah, ialah adanya siang dan malam yang datang silih berganti, adanya gelap dan terang, hidup dan mati, kuat dan lemah, sehat dan sakit, bahagia dan sengsara, kaya dan miskin, dan sebagainya.

Pada akhir ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa di sisi-Nya atau Lau $\pm$  Ma $\pm$ f $\mu$ \$ terdapat *Ummul Kit\pmb*. Semua peristiwa dan kejadian yang terjadi di alam ini tertulis di *Lau* $\pm$  *Ma\pmf\mu\\$* yang tidak akan mengalami perubahan dan penggantian apapun.

Berdasarkan pengertian tersebut maka ayat ini juga merupakan bantahan terhadap tuntutan kaum kafir dan musyrik yang meminta kepada Nabi Muhammad saw untuk mendatangkan ayat-ayat atau bukti-bukti kenabian dan kerasulannya, selain Al-Qur'an. Hal tersebut tidak akan pernah terjadi, kecuali jika hal itu termasuk dalam ketentuan yang ditetapkan Allah atau telah ada dalam Lau¥ Ma¥fµ§.

- (40) Dalam ayat ini diterangkan bahwa ada kemungkinan Allah memberikan umur yang panjang kepada Rasulullah, sehingga beliau sempat melihat kedatangan azab yang telah dijanjikan kepada kaum kafir. Bisa juga Allah memberikan usia yang pendek sehingga Rasulullah tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan azab yang diturunkan-Nya itu. Tugas Rasul-Nya hanya mendakwahkan agama Islam kepada manusia. Adapun persoalan mereka mau menerima atau menolaknya adalah urusan Allah. Bagi yang menolak, azab Allah pasti akan datang, apakah disegerakan atau ditunda, adalah wewenang Allah.
- (41) Dalam ayat ini, Allah swt memperlihatkan pula sisi lain dari kekuasaan-Nya dalam menimpakan hukuman terhadap orang-orang kafir, yaitu dengan cara mengurangi luas daerah negeri mereka sedikit demi sedikit. Pengurangan daerah mereka itu, mungkin disebabkan bencana alam yang diturunkan Allah kepada mereka, sehingga sebagian dari daerah mereka menjadi rusak dan tidak dapat didiami lagi; atau karena terjadi peperangan, sehingga wilayah kekuasaannya dikuasai bangsa lain dan mereka menjadi terdesak atau diusir dari negeri mereka.

Selanjutnya, dalam ayat ini dijelaskan kekuasaan Allah dalam hal menetapkan hukum menurut hikmah dan kehendak-Nya, dan hukum yang telah ditetapkan-Nya tidak akan dapat ditolak atau dibantah oleh siapapun juga.

Pada akhir ayat ini, ditegaskan bahwa Allah cepat sekali mengadakan perhitungan terhadap perbuatan hamba-Nya, sehingga mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan memperoleh ganjaran kebaikan, sedang mereka yang ingkar kepada-Nya dan berbuat kezaliman pasti mendapat siksa dan kemurkaan-Nya. Segala perbuatan hamba-Nya tidak akan luput dari perhitungan Allah.

(42) Allah kembali menjelaskan sisi lain dari kekuasaan-Nya, yaitu dalam menghadapi tipu daya yang dilakukan oleh kaum kafir Mekah terhadap Rasulullah dan kaum Muslimin. Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir sebelum masa Rasulullah juga telah melakukan tipu daya terhadap para rasul-Nya. Tetapi semua tipu daya mereka itu berada di bawah kekuasaan Allah sehingga tidak akan membinasakan agama dan rasul-Nya. Allah senantiasa mengetahui lebih dulu apa saja yang diperbuat oleh setiap makhluk-Nya.

Dari sini dapat dipahami bahwa jika tipu daya orang-orang kafir terhadap para rasul Allah sebelumnya berada di bawah kekuasaan Allah, tentulah tipu daya kaum kafir Mekah terhadap Nabi Muhammad dan kaum Muslimin juga berada di bawah kekuasaan Allah. Dengan demikian, tipu daya tersebut tidak akan berhasil membinasakan Rasulullah dan kaum Muslimin, dan tidak akan mampu menghalangi penyebaran agama Islam.

Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa orang kafir pasti akan mengetahui kelak bahwa yang berhak untuk memperoleh tempat tinggal terakhir dan abadi yang penuh kenikmatan hanyalah mereka yang beriman dan beramal saleh.

(43) Ayat ini menunjukkan dialog antara orang-orang kafir Mekah dan Rasulullah, di mana mereka mengingkari kerasulannya dengan mengatakan, "Engkau bukanlah seorang yang dijadikan rasul." Untuk menghadapi pengingkaran mereka ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawabnya dengan mengatakan, "Cukuplah Allah menjadi saksi dalam pertikaian yang terjadi antara kita seputar kerasulanku. Orang-orang yang mempunyai ilmu tentang Al-Kitab dari kalanganmu yang telah masuk Islam dapat menjadi saksi tentang kebenaran kerasulanku."

Sesuai dengan penegasan Allah dalam ayat yang lalu bahwa tugas pokok Nabi Muhammad adalah menyampaikan agama Islam kepada manusia. Beliau tidak perlu gelisah menghadapi sikap ingkar dari kaum kafir tersebut, sebab Allahlah yang mengangkat dan mengutusnya menjadi rasul.

Para ulama *ahlul kit±b* memilih menganut agama Islam karena telah mengetahui bahwa dalam kitab Injil dan Taurat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa dan Nabi Musa telah ada keterangan yang jelas tentang

kedatangan nabi dan rasul terakhir, yaitu Muhammad saw. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak mengingkari kerasulan beliau.

# Kesimpulan

- Allah Mahakuasa untuk menghapus dan menetapkan apa-apa yang dikehendaki-Nya, sesuai dengan ilmu-Nya yang ada di Lau¥ Ma¥fµ§, yang tidak akan mengalami perubahan.
- 2. Tugas pokok Rasulullah adalah menyampaikan agama Islam kepada manusia. Allahlah yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perhitungan atas keimanan dan kekafiran hamba-Nya.
- 3. Di antara hukuman yang ditimpakan Allah kepada kaum kafir ialah penyusutan wilayah kekuasaan dan negara mereka secara berangsurangsur akibat kekalahan dalam peperangan.
- 4. Allah Mahakuasa menetapkan hukum dan peraturan yang harus ditaati hamba-Nya. Tak ada yang dapat menolaknya.
- 5. Tipu daya kaum kafir tidak akan berhasil membinasakan Rasulullah dan kaum Muslimin dan tak mampu menghalangi tersebarnya agama Islam.
- 6. Allah swt cukup menjadi saksi atas kebenaran kerasulan Nabi Muhammad saw. Demikian pula ulama-ulama *ahlul kit±b* yang telah masuk Islam dengan keyakinan penuh.

#### PENUTUP

Surah ar-Ra'd lebih banyak menitikberatkan penjelasannya kepada hal yang berhubungan dengan pembuktian kebenaran keesaan Allah, dan kepastian akan terjadinya hari kebangkitan. Dijelaskan pula tugas-tugas para rasul dan kebenaran kitab-kitab suci yang dibawa mereka. Terhadap mereka yang ingkar dan memusuhi para nabi itu, Allah memberi ancaman bahwa mereka pasti akan mengalami kegagalan dan kehancuran.

# SURAH IBRĀH´M

#### **PENGANTAR**

Surah Ibr±h³m terdiri atas 52 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, karena diturunkan di Mekah sebelum Hijrah. Dinamakan Surah Ibr±h³m karena surah ini mengandung kisah doa Nabi Ibrahim a.s., yaitu pada ayat 51. Doa ini isinya antara lain: permohonan agar keturunannya kelak adalah orang-orang yang mendirikan salat, dijauhkan dari penyembahan berhala-berhala, dan agar Mekah dan daerah sekitarnya menjadi daerah yang aman dan makmur. Doa Nabi Ibrahim ini telah diperkenankan Allah swt sebagaimana terbukti sejak dahulu sampai sekarang. Doa tersebut dipanjatkan beliau ke hadirat Allah swt sesudah selesai merenovasi Ka′bah bersama putranya Ismail a.s. di padang pasir Mekah yang tandus.

# Pokok-pokok Isinya

1. Keimanan:

Al-Qur'an adalah pembimbing manusia ke jalan Allah; segala sesuatu di alam ini kepunyaan Allah; keingkaran manusia terhadap Allah tidak mengurangi kemahakuasaan-Nya; nabi-nabi memiliki mukjizat atas izin Allah semata; Allah kuasa mematikan manusia dan membangkitkannya kembali dalam bentuk baru; ilmu Allah meliputi yang lahir dan yang batin.

- Hukum:
  - Perintah mendirikan salat dan menafkahkan harta baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.
- 3. Kisah:
  - Kisah Nabi Musa a.s. dengan kaumnya dan kisah beberapa rasul lainnya.
- 4. Lain-lain:

Sebab rasul-rasul diutus untuk kaumnya sendiri; perumpamaan tentang perbuatan dan perkataan yang hak dan yang batil; kejadian langit dan bumi mengandung hikmah-hikmah; macam-macam nikmat Allah kepada manusia dan janji Allah terhadap hamba-hamba yang mensyukuri-Nya.

# MUNASABAH SURAH AR-RA'D DENGAN SURAH IBRĀH'M

 Dalam Surah ar-Ra'd disebutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, sebagai pemisah antara yang hak dengan yang batil, sedangkan hikmah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab itu belum dijelaskan dalam surah ini. Surah Ibr±h³m menjelaskan hikmahnya itu.

- 2. Dalam Surah ar-Ra'd, Allah mengatakan bahwa seorang rasul tidak akan dapat memiliki mukjizat, kecuali dengan izin Allah. Dalam Surah Ibr±h³m, para rasul itu menjelaskan dan menegaskan bahwa mereka adalah manusia biasa, tidak bisa mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin Allah.
- 3. Dalam Surah ar-Ra'd disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw menyerukan agar manusia bertawakal kepada Allah swt. Dalam Surah Ibr±h³m, Nabi Muhammad saw menerangkan bahwa para rasul bertawakal hanya kepada Allah swt.
- 4. Dalam Surah ar-Ra'd Allah menyebutkan berbagai perbuatan makar orang-orang kafir, maka dalam Surah Ibr±h³m disebutkan kembali sifatsifat mereka yang tidak disebut dalam Surah ar-Ra'd.

# SURAH IBRĀH´M

# بسم الله الرحم فالرجيم

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang."

# AL-QUR'AN PENUNTUN KE JALAN YANG BENAR

الزِّكِنْ اَنْ الْمُوالَيْكَ اِلْتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّامُ تِ الْمَالَةُ وَدِّ بِاذْ رِرَتِهِ مُراكَ مِرَاطِ الْعَرِيْزِ الْجَيْدِ آللهِ اللّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَوَيُلَ لِلْكُفِرِ يَنَ مَنْ عَذَا بِ شَدِيْدٍ آنَ اللّهِ وَيَهْدُونَ اللّهَ عَلَى اللّهِ وَيَهْدِي مَنْ اللّهِ عَلَيْدٍ ﴿ وَمَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

Terjemah

(1) Alif L±m R±. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji. (2) Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, (3) (yaitu) orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada (kehidupan) akhirat, dan menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan (jalan yang) bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. (4) Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.

(Ibr±h³m/14: 3) عو َجًا

Secara kebahasaan, 'iwajā berarti bengkok. Melalui ayat di atas, Allah swt menjelaskan bahwa ternyata orang-orang kafir senantiasa berupaya keras

menjadikan ajaran Allah swt itu 'iwajā (bengkok). Maksudnya, mereka selalu menghalang-halangi orang lain untuk menjalankan ajaran Allah swt itu. Hal itu mereka lakukan, karena mereka lebih menyukai kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat.

#### Munasabah

Setelah menyebutkan beberapa sisi kekuasaan-Nya serta sikap kaum kafir terhadap agama-Nya, dan cara yang harus ditempuh Nabi Muhammad saw dalam menghadapi pengingkaran mereka terhadap kerasulannya, maka dalam permulaan Surah Ibr±h³m ini Allah swt menjelaskan tujuan penurunan Al-Qur'an kepada rasul-Nya. Di samping itu, Allah juga menjelaskan kekuasaan-Nya di langit dan di bumi, dan nasib yang akan menimpa mereka yang lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada kehidupan ukhrawi.

#### Tafsir

(1) Surah ini dimulai dengan "Alif L±m R±". (Lihat tafsirnya pada jilid pertama pada judul "maf±tihus suwar".) Firman Allah swt sesudah Alif L±m R± menjelaskan maksud dan tujuan diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah agar petunjuk dan peraturan-peraturan yang dibawa Al-Qur'an itu dapat menjadi tuntunan dan bimbingan kepada umatnya. Dengan petunjuk itu mereka dapat dikeluarkan dari kegelapan ke cahaya yang terang-benderang, atau dari kesesatan dan kejahilan ke jalan yang benar dan mempunyai ilmu pengetahuan serta peradaban yang tinggi, sehingga mereka memperoleh rida dan kasih sayang Allah swt di dunia dan di akhirat.

Penegasan tentang fungsi Al-Qur'an ini sangat penting sekali, apalagi jika dihubungkan dengan ayat-ayat yang lalu, di mana Allah swt telah menyebut-kan adanya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, baik sebagian, maupun keseluruhannya.

Selanjutnya dalam ayat ini diterangkan bahwa Rasulullah hanya dapat menjalankan tugas tersebut di atas dengan izin dan bantuan dari Allah swt, dengan cara memberi kemudahan dan menguatkan tekad beliau dalam menghadapi segala rintangan. Al-Qur'an merupakan jalan yang dibentangkan Allah Yang Mahakuasa dan Maha Terpuji bagi Nabi Muhammad dan umatnya.

(2) Allah swt kembali mengingatkan kekuasaan-Nya dalam ayat ini dengan menegaskan bahwa Dialah yang memiliki dan menguasai semua yang ada di langit dan di bumi.

Oleh karena Allah swt adalah Pemilik dan Penguasa atas segala makhluk-Nya di alam ini, maka Al-Qur'an yang diturunkan-Nya adalah petunjuk ke jalan yang terbaik yang menjamin kebahagiaan hakiki.

(3) Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih menyukai kehidupan duniawi daripada kehidupan ukhrawi, menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan menginginkan agar orang-orang menjauhi

jalan lurus yang diberikan Allah kepada manusia, mereka itu sesat sejauhjauhnya.

Berbagai urusan duniawi tidak boleh melalaikan kita dari mempersiapkan diri bagi kehidupan ukhrawi. Akan tetapi, kehidupan duniawi itu juga tidak boleh diabaikan sama sekali, sebagaimana firman Allah:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia (al-Qa¡a¡/28: 77)

Orang-orang kafir tidak hanya mengingkari Al-Qur'an, tetapi juga menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti jalan yang benar itu, yaitu menghalangi manusia mengenal ajaran Islam dan menjadikannya pedoman hidup. Dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang sesat dan berusaha menyesatkan orang lain, sehingga kejahatan mereka berlipat ganda.

Mereka juga berusaha dengan berbagai tipu daya agar jalan lurus yang ditunjukkan Allah itu menjadi bengkok. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan apa yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu dan maksud jahat mereka. Dengan demikian, maka kesalahan yang mereka lakukan menjadi berlipat ganda lagi. Sewajarnyalah mereka itu ditimpa kemurkaan Allah karena mereka itu telah sesat dan kafir.

(4) Pada ayat yang terdahulu telah disebutkan bahwa diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw merupakan rahmat bagi manusia. Kemudian dalam ayat ini, Allah menjelaskan pula rahmat-Nya yang lain, yaitu diutus-Nya para rasul kepada suatu kaum menggunakan bahasa yang dipakai oleh kaum tersebut. Ini memudahkan komunikasi antara para rasul tersebut dengan umat mereka untuk memberikan penjelasan dan bimbingan kepada umat-umat tersebut.

Akan tetapi, walaupun kitab suci telah diturunkan dalam bahasa mereka masing-masing, dan para rasul telah berbicara dengan mereka dalam bahasa yang sama, namun masih saja ada di antara mereka yang enggan mendengar, memahami, dan mengikutinya. Oleh karena itu, Allah membiarkan mereka ini sesat dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah Mahakuasa dan Mahabijaksana.

- Tugas pokok para rasul Allah ialah menyampaikan ayat-ayat Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya iman dan petunjuk yang terang benderang.
- 2. Orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan duniawi, menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan berusaha membengkokkan jalan lurus yang telah dibentangkan Allah adalah orang-orang yang telah terperangkap dalam kesesatan.

 Setiap rasul yang diutus Allah selalu menggunakan bahasa umatnya sendiri untuk memudahkan dalam menjelaskan ayat-ayat Allah kepada mereka.

### MUSA DAN DAKWAHNYA

Terjemah

(5) Dan sungguh, Kami telah mengutus Musa dengan membawa tandatanda (kekuasaan) Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya), "Keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah." Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. (6) Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun; mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anakanak perempuanmu; pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu." (7) Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat."

# Kosakata: *Ayy±mill±h* أَيَّامِ اللهِ (Ibr±h³m/14: 5)

Ungkapan *ayyāmill±h* terdiri dari dua kata, yaitu kata "*ayyām*" yang di*i«afat-*kan (disandarkan) pada kata "*Allāh*." Dalam Al-Qur'an, ungkapan ini disebutkan dua kali, yaitu dalam ayat ini dan dalam Surah al-J±£iyah /45: 14. Secara bahasa, ungkapan tersebut berarti "hari-hari Allah." Menurut Mujāhid, Qatādah, dan Ibn Qutaibah, berdasarkan riwayat Ubay bin Ka'ab dari Nabi saw, kata ayyāmull±h artinya kenikmatan Allah. Pemakaian ungkapan yang artinya serupa dengan itu sudah dikenal dalam kesusastraan Arab, misalnya kata ayyām al-'arab atau hari-hari Arab, digunakan dalam arti pertempuran bangsa Arab, karena pertempuran merupakan sumber kenikmatan bagi yang menang, dan sumber kesusahan bagi yang kalah. Maka kata ayyāmull±h atau hari-hari Allah artinya perlakuan kasih sayang Allah terhadap orang yang tulus dalam beramal dan siksaan Allah terhadap orang yang durhaka kepada-Nya.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan fungsi wahyu untuk menjadi petunjuk yang membawa manusia ke jalan yang benar, berbagai usaha orang yang lebih mencintai dunia untuk membelokkan maknanya, dan perlunya seorang nabi diangkat dari anggota masyarakatnya dengan bahasa mereka supaya dapat menjelaskan wahyu dengan baik. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan perjuangan Nabi Musa menyebarkan ajaran tauhid kepada kaumnya.

#### **Tafsir**

(5) Pada ayat ini, Allah swt menunjukkan bahwa rasul-rasul yang telah diutus kepada manusia mempunyai tugas yang sama, yaitu menyampaikan ayat-ayat Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, mengeluarkan mereka dari kegelapan yang disebabkan kejahilan, kekafiran, dan kemaksiatan, kepada cahaya yang terang benderang karena iman, hidayah dan ilmu pengetahuan serta akhlak yang mulia. Allah menceritakan dalam ayat ini bahwa Nabi Musa a.s. pun telah diutus untuk menyampaikan tugas tersebut, dan diperintahkan untuk menyeru kaumnya. Allah berfirman, "Keluarkanlah umatmu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, serulah mereka agar beriman, dan mengingat hari-hari Allah".

Yang dimaksud dengan "hari-hari Allah" ialah peristiwa penting yang telah dialami oleh umat manusia terdahulu, seperti nikmat Allah yang telah mereka peroleh ketika lepas dari perbudakan Fir'aun, atau kemurkaan dan siksa Allah yang telah menimpa diri mereka karena keingkaran.

Pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa "hari-hari Allah" tersebut mengandung tanda-tanda keesaan dan kekuasaan-Nya. Tanda-tanda tersebut hanya dapat dipahami oleh setiap orang yang sabar dan banyak bersyukur.

(6) Dalam ayat ini, Allah swt mengisahkan tentang Nabi Musa yang mengajak umatnya untuk mengenang nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka, yakni ketika Allah menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun beserta para pengikutnya, yang telah menyiksa mereka dengan siksaan yang berat, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan anak-anak perempuan mereka hidup. Kemudian Nabi Musa mengingatkan kepada umatnya bahwa semua pengalaman yang telah mereka lalui itu

sebenarnya merupakan cobaan yang amat berat dari Allah terhadap mereka, untuk menguji keimanan dan ketaatan mereka kepada-Nya.

(7) Dalam ayat ini Allah swt kembali mengingatkan hamba-Nya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya. Bila mereka melaksanakannya, maka nikmat itu akan ditambah lagi oleh-Nya. Sebaliknya, Allah juga mengingatkan kepada mereka yang mengingkari nikmat-Nya, dan tidak mau bersyukur bahwa Dia akan menimpakan azab-Nya yang sangat pedih kepada mereka.

Mensyukuri rahmat Allah bisa dilakukan dengan berbagai cara. *Pertama,* dengan ucapan yang setulus hati; *kedua,* diiringi dengan perbuatan, yaitu menggunakan rahmat tersebut untuk tujuan yang diridai-Nya.

Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita lihat bahwa orang-orang yang dermawan dan suka menginfakkan hartanya untuk kepentingan umum dan menolong orang, pada umumnya tak pernah jatuh miskin ataupun sengsara. Bahkan, rezekinya senantiasa bertambah, kekayaannya makin meningkat, dan hidupnya bahagia, dicintai serta dihormati dalam pergaulan. Sebaliknya, orang-orang kaya yang kikir, atau suka menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang tidak diridai Allah, seperti judi atau memungut riba, maka kekayaannya tidak bertambah, bahkan lekas menyusut. Di samping itu, ia senantiasa dibenci dan dikutuk orang banyak, dan di akhirat memperoleh hukuman yang berat.

- 1. Allah telah mengutus Nabi Musa untuk mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah dan meninggalkan kekufuran.
- 2. Di antara rahmat Allah kepada umat Nabi Musa ialah bahwa Allah telah menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun dan para pengikutnya yang zalim.
- 3. Di antara kezaliman Fir'aun terhadap kaum Nabi Musa ialah membunuh anak laki-laki mereka karena takut akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan dan kerajaannya.
- 4. Allah swt senantiasa menambah rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang bersyukur; dan menimpakan azab yang sangat hebat kepada mereka yang mengingkari rahmat-Nya.

# SIKAP MANUSIA TERHADAP DAKWAH PARA RASUL

وَقَالُ مُولِنِي إِنْ تَكُفُرُ وَآ انْتُمُ وَمَنْ فِ الْارْضِ جَمِيْعَا فَارَّ اللّٰهَ لَغَنِيَّ حَيْدٌ وَالْمُولِيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

Terjemah

(8) Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari (nikmat Allah), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (9) Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu (yaitu) kaum Nuh, 'Ad, Samud dan orang-orang setelah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti (yang nyata), namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian), dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan (bukti bahwa) kamu diutus (kepada kami), dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami." (10) Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu (untuk beriman) agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan (siksaan)mu sampai waktu yang ditentukan?" Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami (menyembah) apa yang dari dahulu disembah nenek

moyang kami, karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata." (11) Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. (12) Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh, akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri."

(Ibr±h³m/14: 12) اَذَيْتُمُو ْنَا طgaytumµn؛ اللهُ (Ibr±h³m/14: 12)

Kata tersebut merupakan  $fi'il \ m\bar{a} \ll i$  (kata kerja lampau), dari  $a^@\bar{a} - yu'^@^3 - i^@\pm'an$  yang artinya "kamu sekalian menyakiti kami." Ungkapan ini muncul dalam rangkaian penuturan para utusan Allah yang menyatakan bahwa mereka akan tetap bersabar terhadap perlakuan para penentang yang selalu menyakiti dan mengganggu mereka. Ungkapan  $\pm^@aitum\mu n\pm$  dalam ayat ini menggambarkan bahwa para rasul Allah itu mengalami hal yang sama, yaitu diganggu dan disakiti oleh para penentang mereka, tetapi mereka tetap bersikap sabar atas segala gangguan itu.

## Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt mengungkapkan kisah pengutusan Nabi Musa as serta dakwah yang disampaikan kepada umatnya dan agar senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang telah dilimpahkan-Nya. Pada ayat-ayat ini, Allah melanjutkan kisah Nabi Musa a.s. yang menyampaikan peringatan kepada kaumnya setelah kelihatan tanda keingkaran mereka. Kemudian diceritakan pula tentang percakapan para rasul dengan umatnya.

#### Tafsir

(8) Allah swt menjelaskan dalam ayat ini ucapan Nabi Musa a.s. ketika ia mengatakan kepada kaumnya, bahwa seandainya mereka dan orang-orang yang ada di bumi ini semuanya kafir kepada Allah dan mengingkari nikmat dan rahmat-Nya, hal ini tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan-Nya. Sebab, Allah swt Mahakaya, dan Terpuji, tidak memerlukan ucapan syukur mereka dan tidak membutuhkan amalan kebajikan mereka untuk kepentingan dirinya atau untuk menambah kebesaran dan kemuliaan-Nya. Kekafiran mereka itu akan merugikan diri sendiri, karena Allah tidak menambah nikmat dan rahmat kepada mereka. Firman Allah:



Barang siapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba (Nya). (Fu¡i|lat/41: 46)

(9) Dalam ayat ini, Allah swt bertanya kepada umat manusia apakah mereka pernah mendapatkan berita tentang umat-umat yang terdahulu, serta berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah mereka alami, misalnya berita tentang kaum Nabi Nuh, kaum '2 d dan kaum ¤amµd, serta umat yang datang sesudah mereka, yang hanya Allah sajalah yang benar-benar mengetahuinya?

Mereka mendustakan para rasul padahal telah membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka menutupkan tangan ke mulut untuk menunjukkan kebencian kepada para rasul tersebut, seraya berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa-apa yang diperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada kami." Di samping itu, umat-umat tersebut juga mengatakan kepada para rasul bahwa mereka berada dalam keragu-raguan dan tidak yakin akan kebenaran yang diserukan para rasul kepada mereka.

(10) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa karena mereka menyatakan keraguraguan terhadap apa yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka, terutama tentang kekuasaan Allah swt, maka para rasul tersebut mengatakan kepada umatnya, "Apakah patut adanya keragu-raguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberikan ampunan atas segala dosa-dosamu, dan Dia telah menangguhkan siksaan terhadapmu sampai kepada suatu masa yang ditentukan-Nya?

Sebaliknya, umat dari masing-masing rasul itu mengatakan bahwa para rasul tersebut, menurut pandangan mereka, adalah manusia biasa seperti mereka dan tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Sebab itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi pengikut rasul-rasul tersebut. Menurut mereka, para rasul itu sudah memalingkan mereka dari agama yang diwarisi dari nenek moyang mereka, serta menghalang-halangi mereka dari menyembah patung-patung yang menjadi sesembahan nenek moyang tersebut. Oleh karena itu, mereka meminta bukti yang nyata dari para rasul untuk menunjukkan kebenaran pengutusan mereka sebagai rasul Allah swt. Padahal, rasul-rasul itu telah mengemukakan mukjizat masing-masing, yang dikaruniakan Allah kepada mereka sebagai bukti kerasulannya.

(11) Untuk menjawab pertanyaan dan permintaan umatnya, maka dalam ayat ini disebutkan ucapan para rasul itu kepada mereka bahwa benar mereka hanyalah manusia seperti umat mereka juga, hanya saja Allah telah memberikan karunia kepada mereka, yaitu berupa kenabian dan kerasulan disertai mukjizat yang hanya dapat digunakan dengan seizin Allah swt. Oleh sebab itu, bukanlah wewenang seorang rasul untuk mengemukakan mukjizat yang lain dari apa yang telah dikaruniakan Allah kepadanya.

Pada akhir ayat ini ditunjukkan pula, bahwa tawakal adalah merupakan suatu prinsip dan sikap hidup yang harus menjadi pegangan bagi setiap orang yang beriman, apabila mereka sudah melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

(12) Pada ayat ini diterangkan penegasan para rasul kepada umat mereka, bahwa bagi mereka tidak ada alasan sama sekali untuk tidak bertawakal kepada Allah swt, karena Dia telah memberikan rahmat dan nikmat yang banyak sekali kepada mereka. Di antaranya ialah bahwa Allah swt telah menunjukkan kepada mereka jalan lurus yang mengantarkan mereka kepada cahaya iman yang terang benderang sehingga mereka memperoleh rida-Nya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, mereka akan menghadapi semua ancaman umat mereka dengan penuh kesabaran dan keuletan serta tawakal kepada Yang Mahakuasa. Hanya kepada Allah semata-mata orang-orang mukmin bertawakal dan berserah diri. Mereka tidak merasa gentar ataupun takut terhadap ancaman orang-orang yang tidak beriman karena segala sesuatu di alam ini tunduk di bawah kekuasaan Allah.

- 1. Allah swt Mahakaya. Kekafiran manusia terhadap-Nya, dan keingkaran mereka terhadap anugerah-Nya tidak akan mengurangi kemuliaan dan kebesaran-Nya.
- 2. Ilmu Allah swt sangat luas. Hanya Dia yang mengetahui semua keadaan umat terdahulu, dan segala peristiwa yang mereka alami.
- 3. Sebagian besar manusia menolak seruan para rasul yang mengajak mereka kepada agama Allah, dan mereka ragu-ragu terhadap kebenaran seruan rasul-rasul tersebut.
- Kaum kafir menolak untuk beriman kepada para rasul Allah dengan alasan bahwa mereka tidak melihat sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh rasul-rasul tersebut. Akan tetapi, Mereka taklid kepada nenek moyang mereka.
- Para rasul adalah manusia biasa seperti umat mereka, tetapi mereka mempunyai kelebihan yang tak dimiliki orang lain, yaitu kenabian dan kerasulan. Mukjizat yang ada pada mereka hanya dapat digunakan dengan seizin Allah swt.
- 6. Tawakal dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah adalah ciri khas orang-orang beriman karena Allah telah memberikan petunjuk pada jalan yang benar. Dengan tawakal itu, mereka menjadi umat yang sabar dan ulet serta berani dalam menghadapi segala ancaman yang datang dari kaum yang kafir.
- 7. Kezaliman berakibat pada kehancuran dan kemusnahan, sekalipun lama baru akan terjadi.

## HUKUMAN BAGI KAUM YANG MENOLAK KEBENARAN

وَقَالَ الَّذِينَكَفَرُ وَالرُسُلِهِمْ اَنْخُرِجَةُ كُوْمِنْ الْضِفَا اَوْلَتَعُوْدُنَّ فِي مِلْتِنَا فَاوَحَى الْهُمْ رَبُّهُمْ الْفَلْمِيْنَ ﴿ وَلَنُسْتَكِنَةُ كُوالْكَرْضَ مِنْ الْعَدِهِمَ ۖ فَلْكِلِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ النَّهُ لِكِنَّ الظّلِمِيْنَ ﴿ وَ وَلَنْسَتُومِ مَنْ اللّهِ مَعْدَدُوا وَخَابُ كُلُّ جُمَّا لِمُ عَنْدُوا وَخَابُ كُلُّ جُمَّا لِمَ وَمِنْ قَرَالِهِ مَحَنَّلُوا وَلَيْسَقُ مِنْ مَّالِهِ مَنْ اللّهُ وَكُلْ مَكُولُوا وَخَابُ كُلُّ جُمَّا لِمَوْتَ مِنْ قَرَالِهِ مَحَالًا وَكُلُولِ مَنْ اللّهُ وَكُلُولُ مَنْ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالضّلُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَالضّلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالضّلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّ

Terjemah

(13) Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu benar-benar kembali . kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu. (14) Dan Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (menghadap) ke hadirat-Ku dan takut akan ancaman-Ku." (15) Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, (16) di hadapannya ada neraka Jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, (17) diteguk-teguknya (air nanah itu) dan dia hampir tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati; dan di hadapannya (masih ada) azab yang berat. (18) Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa (mendatangkan manfaat) sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

(Ibr±h³m/14: 16) مَاء صَديْد (Sosakata: *M±'in ¢ad³d* مَاء صَديْد

Ungkapan *m±'in ¡ad³d* terdiri dari dua kata, *m±'in* yang artinya air atau cairan, dan *¡ad³d* yang merupakan sifat dari kata *m±'in*. Kata *¡ad³d* artinya bermacam-macam: nanah, air kotor, air panas, atau air mendidih. Karena kata *¡ad³d* dalam ayat ini merupakan sifat bagi kata *m±'in* (air), maka *m±'in ¡ad³d* artinya "air kotor" atau "air panas," atau "air yang mendidih." Tetapi

jika kata *¡ad³d* sebagai nama air, maka maksudnya menurut Imam Qatadah, adalah cairan nanah yang dituangkan ke dalam mulut orang-orang yang ada di neraka Jahanam.

### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu telah dijelaskan hal ihwal umat-umat yang terdahulu, dan pembicaraan yang terjadi antara mereka dan rasul-rasul yang telah datang menyeru mereka kepada agama Allah. Lalu pada ayat-ayat ini diterangkan siksaan yang diancamkan dan ditimpakan-Nya kepada mereka sebagai akibat dari kekafiran, di samping kerugian besar karena pahala amalan mereka dihapus.

#### Tafsir

(13) Dalam ayat ini, diceritakan lanjutan dari ucapan kaum kafir terhadap rasul-rasul, di mana mereka mengancam para rasul itu akan diusir dari negeri mereka apabila tidak menghentikan dakwah kepada agama Allah. Kaum kafir tersebut mengajukan pilihan kepada rasul-rasul itu, apakah mereka menerima pengusiran itu, ataukah mereka bersedia untuk kembali kepada agama yang mereka warisi dari nenek moyang, yaitu agama syirik dan kufur.

Selanjutnya dalam ayat ini dijelaskan, bahwa setelah adanya ancaman kaum kafir, maka Allah swt mewahyukan kepada rasul-rasul tersebut bahwa Dia pasti akan membinasakan kaum yang zalim itu. Wahyu ini merupakan dorongan moril yang amat besar artinya bagi masing-masing rasul yang sedang menjalankan tugas sucinya, sehingga mereka tidak merasa gentar untuk menghadapi umat yang zalim itu.

(14) Dalam ayat ini, Allah swt menyebutkan janji-Nya yang lain kepada para rasul, bahwa Allah akan menempatkan mereka di negeri-negeri itu, setelah umat yang zalim itu lenyap karena azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Janji ini akan dilaksanakan-Nya untuk orang-orang yang bertakwa, yang merasa takut untuk menghadap Allah dengan dosa yang banyak, dan merasa takut kepada ancaman dan siksa-Nya.

Dengan jelas dapat dipahami bahwa janji Allah yang disebutkan dalam ayat ini memperkuat janji-Nya yang telah disebutkan pada ayat di atas, tentang pembinasaan orang-orang yang zalim. Setelah mereka binasa dan lenyap dari muka bumi, maka rasul-rasul bersama umatnya masing-masing yang beriman dan taat kepada Allah menjadi penghuni negeri-negeri itu, dan mereka hidup dengan tenteram di bawah limpahan rahmat dan rida Allah.

(15) Orang yang beriman kepada Allah, mengharapkan rida dan kasih sayang-Nya, serta takut kepada ancaman dan siksaan-Nya, memohon kepada Allah agar diberi kemenangan atas musuh-musuh mereka yang zalim itu. Allah mengabulkan permohonan mereka. Maka binasalah kaum yang bersifat sewenang-wenang dan keras kepala itu.

Sifat sewenang-wenang dan keras kepala adalah ciri-ciri dari orang-orang yang takabur, yang ingin menandingi kekuasaan dan kebesaran Allah.

Mereka tidak mempedulikan hukum-hukum dan peraturan yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Nya untuk mengatur hubungan antara sesama manusia, agar tercapai kehidupan yang harmonis, saling mengasihi dan saling menghargai. Oleh sebab itu, selayaknya mereka menerima hukuman dari Yang Mahakuasa dan Maha Penyayang.

- (16) Pada ayat ini ditegaskan bahwa orang-orang yang menolak kebenaran dengan mengingkari rasul yang diutus Allah kepada mereka, bahkan berani mengancam akan mengusirnya, adalah orang-orang yang ingin menandingi kekuasaan dan kebesaran Allah. Mereka bersifat keras kepala, takabur, dan berbuat sewenang-wenang. Mereka telah berada di depan neraka Jahanam, bahkan dalam kehidupan di dunia, mereka telah merasa seperti di tepi neraka, selalu gelisah, khawatir, dan penuh keraguan. Di akhirat nanti, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan diberi minuman dari air kotor seperti nanah. Hal ini merupakan hukuman bagi mereka yang tidak mempedulikan hukum dan petunjuk yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya.
- (17) Dalam ayat ini, Allah swt menggambarkan betapa berat siksaan yang akan diterima atau diderita umat yang zalim di akhirat kelak, yaitu siksaan dengan api neraka yang amat panas, mereka diberi minum yang kotor seperti nanah, dan mereka minum air kotor itu, akan tetapi amat sukar bagi mereka untuk meneguknya. Di samping itu, bahaya maut senantiasa mengancam mereka dari segala penjuru, tetapi kematian mereka ditangguhkan Allah, agar mereka merasakan kepedihan azab yang akan ditimpakan kepada mereka.
- (18) Jika dalam ayat-ayat di atas Allah telah menjelaskan azab yang akan diderita orang-orang kafir dalam neraka Jahanam, maka dalam ayat ini dijelaskan-Nya kerugian besar yang akan mereka derita, yaitu pahala dari amalan kebajikan mereka di dunia, kalau ada, dihapus Allah. Dengan demikian, mereka tidak dapat merasakan manfaat apapun dari amalan kebajikan yang mungkin pernah mereka perbuat di dunia. Amalan-amalan mereka itu diibaratkan oleh ayat ini bagaikan abu yang ditiup angin kencang, hilang tanpa kesan. Keadaan yang demikian adalah akibat dari kesesatan mereka dan penyelewengan yang jauh sekali dari petunjuk Allah swt.

- Orang-orang kafir tidak hanya sekedar menolak ajaran dan ajakan para rasul kepada agama Allah, melainkan juga mereka ingin mengusirnya dari negeri mereka.
- Allah swt menjanjikan kepada para rasul-Nya bahwa Dia akan membinasakan kaum kafir yang zalim, dan akan menempatkan para rasul beserta umatnya yang beriman dan takut pada ancaman Allah di negeri mereka.
- 3. Allah menepati janji-Nya, sehingga kaum kafir itu mengalami kebinasaan dan kemusnahan di dunia ini.

4. Di akhirat kelak, kaum kafir akan disiksa Allah dengan siksaan yang amat berat dalam neraka Jahanam, dan mereka akan kehilangan pahala dari amal kebajikan yang mungkin pernah mereka lakukan di dunia.

# HUJATAN PENGIKUT TERHADAP PEMIMPIN YANG SOMBONG DI HADAPAN ALLAH

اَكُمْ تَرُانَّ اللهُ حَلَق السَّمُ وَ وَالاَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَتَفَأْ يُذَهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿ وَمَاذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْنٍ ۞ وَبَرَزُ وَاللهِ جَيْعًا فَقَالَ الشَّعُفُوّ اللّهِ بِعَزِيْنٍ ۞ وَبَرَزُ وَاللهِ جَيْعًا فَقَالَ الشَّعُفُو اللّهِ بِعَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عِنْ شَيْعٍ قَالُوا اللهِ عِنْ شَيْعٍ قَالُوا اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

Terjemah

<sup>(19)</sup> Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak (benar)? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu), (20) dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. (21) Dan mereka semua (di Padang Mahsyar) berkumpul untuk menghadap ke hadirat Allah, lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah (walaupun)

sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri." (22) Dan setan berkata ketika perkara (hisab) telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu." Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. (23) Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam (surga) itu ialah sal±m.

# (Ibr±h³m/14: 21) مُحيْص (Ibr±h³m/14: 21)

Kata  $ma * ^3 i$  dalam Al-Qur'an disebut sebanyak lima kali: Surah an-Nis±'/4: 121, Ibr±h³m/14: 21, Fu¡iilat/41: 48, asy-Syµra/42: 35, dan Q±f/50: 36. Kata  $ma * ^3 i$  merupakan  $isim \ mak \pm n$  (sebutan untuk tempat), dari  $* ^4 \pm ia - ya * ^3 iu - * * aii(an) - ma * ^3 i(an)$  yang berarti al-makhraj (tempat keluar) atau al-mahrab (tempat berlari). Ucapan  $la \ ma * ^3 ia \ lahum$ , artinya tidak ada tempat keluar untuk mereka. Kata ini, dalam kelima ayat yang menyebutnya di atas, disebut dalam rangka menggambarkan bahwa orang-orang yang di siksa dalam neraka Jahanam tidak dapat keluar dan berlari untuk melepaskan diri dari siksaan, karena tempat keluar dan tempat berlari (ma \* \* iu) itu tidak ada bagi mereka. Mereka tetap terkurung dalam siksaan yang amat pedih sampai datang pertolongan dan rahmat Allah swt. Seseorang dikatakan terkurung dalam situasi sulit jika ia tidak memiliki jalan keluar untuk melepaskan diri dari keadaan tersebut.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt telah menggambarkan betapa beratnya azab dan siksa yang dipikul kaum kafir, baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan mereka kehilangan pahala dari amal kebajikan mereka. Pada ayat-ayat ini, Allah swt mengingatkan rasul dan manusia kepada kekuasaan-Nya yang besar, kemudian disebutkan perdebatan yang akan terjadi di hadapan-Nya kelak, antara orang-orang yang lemah iman dan orang-orang yang bersikap sombong di dunia ini. Kemudian, Allah menjelaskan pula pengakuan setan kepada orang-orang yang telah disesatkannya ketika di dunia.

#### **Tafsir**

(19) Dalam ayat ini, Allah swt menyebutkan bahwa Dialah yang menciptakan planet bumi ini dengan langitnya (atmosfernya) dengan hak. Maksudnya, Allah menciptakan semuanya itu bukanlah dengan percuma melainkan penuh pengetahuan dan hikmah. Secara ilmiah bumi kita dan atmosfernya, mengandung substansi atau materi yang mendukung adanya proses kehidupan. Atmosfer bumi 70% terdiri gas nitrogen (N<sub>2</sub>), yang bersifat *inert* (tak berbahaya bagi makhluk hidup), namun sangat dibutuhkan untuk timbulnya suatu proses kehidupan, apalagi oleh dunia flora (tanaman). Sedang 20% dari atmosfer kita adalah gas oksigen (O<sub>2</sub>), yang sangat dibutuhkan dalam kelangsungan kehidupan semua makhluk hidup, karena oksigen akan memberikan energi untuk berlangsungnya proses metabolisme semua makhluk untuk kelangsungan hidupnya; melalui suatu proses yang kita kenal dengan respirasi (pernafasan).

Bumi kita sendiri 70% berisi air (H<sub>2</sub>O), suatu zat (molekul kimia) yang sangat diperlukan sebagai media berlangsungnya proses-proses reaksi metabolisme untuk suatu kehidupan. Jarak bumi dengan matahari cukup moderat, yaitu 92,9 juta Mil atau sekitar 139,35 juta Km; sehingga sinar matahari mampu mengkatalisis (membantu) berlangsungnya proses kehidupan. Baik pada manusia (proses pembentukan vitamin D pada kulit), hewan, atau tumbuhan (asimilasi). Suhu bumi pada garis equator juga sangat moderat, rata-rata hanya 28-35°C.

Bayangkan dengan planet-planet lain yang masih dalam berada dalam tata surya, seperti planet Mars, yang atmosfernya mayoritas berisi gas metana (CH<sub>4</sub>) yang mematikan, jarak dari matahari sekitar 141,6 juta Mil atau 212,40 juta Km; suhu permukaan planet Mars (pada equator) 0-10°C; jadi lebih dingin dibanding Bumi. Atau Planet Venus dengan atmosfer yang sangat tebal dan jaraknya dengan matahari 67,2 juta Mil atau 100,80 juta Km, namun suhu planet tersebut cukup dingin karena adanya selimut atmosfer yang tebal. Suhu permukaan Venus pada equator diperkirakan -32°C. Sedangkan planet Jupiter dan Saturnus yang masing-masing jaraknya dari matahari adalah 483,4 juta Mil (725,10 juta Km) dan 886,3 juta Mil(1329,45 juta Km) mempunyai suhu rata-rata permukaan planet pada equator -143°C. Atmosfer Jupiter dan Saturnus didominasi oleh gas ammoniak (NH<sub>3</sub>).

Jika Allah menghendaki, bumi dapat diubah dengan mudah menjadi kondisi seperti planet-planet itu, dan maka matilah semua makhluk bumi ini. Oleh sebab itu, manusia yang telah dijadikan Allah sebagai khalifah-Nya di bumi ini hendaklah memanfaatkan semua itu dengan cara yang baik dan untuk tujuan yang baik pula, sesuai dengan peraturan dan ketentuan-Nya. Akan tetapi, jika manusia itu menyimpang dari peraturan dan ketentuan Allah, maka Dia tidak akan membiarkan mereka berbuat kezaliman.

Maka pada akhir ayat ini, Allah swt menegaskan kepada rasul-Nya bahwa jika Dia menghendaki maka Dia akan membinasakan umatnya dan akan mengganti mereka dengan makhluk yang baru.

Penegasan ini adalah untuk mengingatkan rasul dan umatnya yang taat dan beriman kepada Allah, betapa besar dosa orang-orang kafir itu, karena dengan kekafiran tersebut mereka tidak mengakui kekuasaan Allah sebagai pencipta, dan pemelihara makhluk-Nya. Apabila manusia memikirkan kekuasaan Allah dan rahmat-Nya terhadap manusia, niscaya mereka akan sampai kepada keyakinan bahwa hanya Allah sajalah yang berhak untuk disembah dan dipuji serta ditakuti azab dan siksa-Nya.

- (20) Dalam ayat ini, Allah menegaskan pula bahwa memusnahkan semua itu tidaklah sukar bagi-Nya, karena Dialah pencipta dan penguasanya. Tidak ada sesuatupun yang kuasa menghalangi, apabila Dia menghendaki untuk menimpakan siksa kepada hamba-Nya.
- (21) Dalam ayat ini, Allah swt menggambarkan keadaan yang akan terjadi kelak di Padang Mahsyar, di mana manusia dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan dari kubur, untuk memperhitungkan amal kebajikan dan perbuatan jahat yang dilakukan masing-masing orang ketika di dunia.

Disebutkan dalam ayat ini, bahwa semua manusia akan berkumpul menghadap Allah di Padang Mahsyar, untuk dihisab dan mendengarkan keputusan Allah tentang nasib mereka selanjutnya. Dan setelah selesai dihisab, dan orang yang berdosa telah ditetapkan akan disiksa dalam neraka, timbullah kesadaran dan penyesalan dari kaum yang lemah iman yang telah teperdaya oleh bujukan orang-orang yang sombong di dunia ini yang memperlakukan diri mereka sebagai tuhan, dan kaum yang lemah iman sebagai hamba. Ketika itu, mereka yang lemah iman berkata kepada orang-orang sombong yang pernah menjadi ikutan mereka selagi di dunia, "Kami pernah menjadi pengikut-pengikut kamu ketika di dunia. Sekarang, dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab dan siksaan Allah, walaupun hanya sedikit saja?"

Selanjutnya, dalam ayat ini disebutkan jawaban orang-orang yang sombong itu atas pernyataan tersebut, "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, tentulah kami dapat pula memberi petunjuk kepada kamu. Sekarang keadaan kita sama, harus memilih antara mengeluh dan menyesali perbuatan kita, atau bersabar menerima nasib yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Kita sekali-kali tidak mendapatkan tempat untuk melarikan diri dari azab dan siksa-Nya."

Ayat ini menggambarkan dengan jelas, betapa besarnya kesalahan yang telah dilakukan kedua golongan itu. Golongan pertama, yaitu mereka yang lemah iman, telah membiarkan diri mereka menjadi permainan kaum yang sombong di dunia ini, dan telah menghambakan diri kepada mereka, dan di akhirat ternyata yang mereka agungkan itu tak mampu membela diri mereka sendiri dari azab Allah, apalagi membela orang-orang lain yang telah mereka perhamba di dunia ini. Sedang golongan kedua, telah melakukan penipuan

kepada kaum lemah di dunia ini dan berlagak sebagai tuhan. Di akhirat mereka dituntut pula oleh para pengikutnya untuk membela dan menghindarkan mereka dari azab Allah, akan tetapi mereka tidak berdaya apa-apa, berhadapan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah swt.

(22) Dalam ayat ini, Allah menyebutkan pengakuan setan di hadapan Allah, setelah urusan hisab selesai di Padang Mahsyar. Setan senantiasa menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar, dengan memberikan gambaran sedemikian rupa, sehingga manusia yang terkena godaannya memandang kejahatan sebagai perbuatan yang baik dan terpuji. Dan di samping itu, setan juga memberikan janji-janji kepada orang-orang yang kena godaannya, yaitu keuntungan yang akan mereka peroleh jika mereka memenuhi ajakannya. Akan tetapi, ia tidak mampu memenuhi janji tersebut.

Pengakuan setan setelah urusan hisab di Padang Mahsyar selesai ditujukan kepada orang-orang yang telah disesatkannya di dunia ini, baik golongan lemah yang telah memperhambakan diri kepada selain Allah, maupun golongan kuat dan sombong yang telah menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Dalam pengakuannya itu, setan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada mereka janji yang benar, Dia kuasa untuk memenuhi janji-Nya itu. Setan pun telah memberikan janji kepada mereka, tetapi dia tidak kuasa untuk menepatinya. Setan sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap mereka, dia hanya sekedar menyeru manusia kepada sesuatu yang tidak benar, lalu mereka mematuhi saja seruannya itu tanpa menggunakan akal. Oleh sebab itu, manusia yang bersalah. Janganlah mereka mencercanya, melainkan cercalah diri sendiri. Setan sekali-kali tidak dapat menolong mereka dari azab dan siksa Allah, dan mereka pun tidak dapat menolongnya. Sesungguhnya setan sejak dahulu tidak membenarkan perbuatan manusia mempersekutukannya dengan Allah."

Demikianlah keadaan di akhirat kelak. Kaum yang kuat dan bersikap sombong di dunia ini, yang telah menyesatkan kaum yang lemah, berlepas tangan dari orang-orang yang lemah yang telah menjadi korban kesesatan mereka. Selanjutnya, setan yang telah menggoda dan menyesatkan kedua golongan itupun berlepas tangan pula dari nasib orang-orang yang telah menjadi korban godaan palsunya. Semuanya tidak berdaya menghadapi keputusan Allah atas diri mereka.

Pada akhir ayat ini, Allah kembali menegaskan bahwa orang-orang yang zalim, baik terhadap diri mereka ataupun terhadap orang lain, pasti akan mendapatkan azab yang pedih, sebagai balasan atas kezaliman mereka.

(23) Pada ayat ini, Allah menyebutkan kembali kebahagiaan yang akan diperoleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa beramal saleh, bahwa di akhirat kelak mereka akan ditempatkan di dalam surga, taman yang sangat indah yang di bawah pohon-pohonnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Mereka akan tetap berada di dalamnya mengenyam

kehidupan yang bahagia, dengan izin Allah sebagai balasan dari iman dan amal saleh mereka selama hidup di dunia. Di sana mereka saling mengucapkan, "Sal±m," yang berarti sejahtera dari segala bencana. Untuk kita yang masih hidup di dunia ini, agama Islam mengajarkan agar kita menggunakan ucapan selamat "Ass±lamu'alaikum" yang berarti "semoga anda senantiasa dalam kesejahteraan". Ini merupakan ajaran yang terbaik untuk mendidik manusia agar rela dan merasa senang bila orang lain beroleh kebahagiaan hidup dan kesejahteraan, sebagaimana ia merasa senang bila ia sendiri memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan itu, dan jauh dari rasa dengki dan hasad. Mengharapkan orang lain mendapat kesengsaraan atau kerugian dan mengharapkan lenyapnya kebahagiaan atau kebaikan dari seseorang adalah sifat yang sangat dibenci oleh agama Islam.

Dalam hubungan ini Rasulullah saw telah bersabda:

Tidak beriman seseorang di antara kamu, sampai ia cintai untuk saudaranya (sesama mukmin), apa yang ia cintai untuk dirinya. (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim dari Anas bin M±lik)

- Allah swt adalah pencipta langit dan bumi serta seisi alam ini. Oleh sebab itu, Dialah penguasanya. Dan karena itu juga, tidaklah sukar bagi Allah untuk mengambil suatu tindakan terhadap makhluk-Nya, bila Dia menghendaki.
- 2. Di hadapan pengadilan Allah di hari akhirat, timbullah penyesalan bagi orang-orang yang lemah karena pemimpin mereka dan setan berlepas tangan.
- 3. Orang-orang yang mengikuti bujukan setan adalah zalim terhadap dirinya dan orang lain. Oleh sebab itu, untuk mereka disediakan azab yang pedih.
- 4. Orang yang beriman dan beramal saleh, pasti memperoleh kebahagiaan di akhirat dan ucapan "Sal±m" bagi mereka.
- 5. Ucapan salam yang diajarkan agama Islam adalah salah satu cara untuk mempererat persaudaraan sesama manusia, membina kekompakan dan hubungan yang akrab dalam masyarakat, serta melenyapkan rasa dengki.

# PERUMPAMAAN KEBENARAN DAN KEBATILAN

اَكُمْ تَرَكِيْفَ خَبَرَ اللهُ مَثَلَا كَالِمَةً طِيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا كَابِتَ وَقَرْعُهَا فِ السَّكَمَاءِ ﴿ ثُوْرَتِ اللهُ الْكُلُومَةِ خَبِيْنِ إِلْهُ إِنْ رَبِهَا فَي عَبْرِ بِ اللهُ الْاَمْتَ اللهَ اللهُ ا

Terjemah

(24) Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit, (25) (pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. (26) Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. (27) Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh (dalam kehidupan) di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

(Ibr±h³m/14: 24) كُلمَة طُيِّبَة

Kata tersebut, dalam Al-Qur'an, disebutkan satu kali. Dari segi bahasa, kalimah ayyibah artinya kalimat (ajaran) yang baik. Maksud ungkapan ini, setidaknya terdapat dua macam pendapat: Pertama, menurut pendapat 'Abdull±h bin 'Abb±s yang dimaksud kalimah ayyibah adalah kalimat tauhid, I± il±ha illall±h (tidak ada Tuhan kecuali Allah) yang merupakan aspek ajaran Islam yang paling asasi. Kalimat inilah yang membedakan antara Islam dengan bukan Islam. Kedua, menurut 'Abdull±h bin 'Umar, yang dimaksud kalimah ayyibah adalah Islam, agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw yang mengandung berbagai aspek ajaran, yang dalam ayat ini diumpamakan sebagai sebuah pohon yang indah (syajarah ayyibah). Kedua pendapat tersebut tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Pendapat yang pertama dapat diterima karena

 $kalimah \ \bar{a}$ yyibah memang ajaran Allah yang tersarikan dalam kalimat  $l\pm il\pm ha \ illall\pm h$  (tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah). Pendapat kedua juga dapat diterima, mengingat Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna dimana  $l\pm il\pm ha \ illall\pm h$  merupakan prinsip ajarannya yang paling mendasar.

#### Munasabah

Setelah menggambarkan kerugian yang akan diperoleh kaumnya yang zalim dan keuntungan yang akan didapat oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh pada ayat-ayat yang lalu, maka dalam ayat-ayat ini Allah swt memberikan perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan.

#### Tafsir

(24) Perumpamaan yang disebutkan dalam ayat ini ialah perumpamaan mengenai kata-kata ucapan yang baik, misalnya kata-kata yang mengandung ajaran tauhid, seperti "L± il±ha illall±h" atau kata-kata lain yang mengajak manusia kepada kebajikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Kata-kata semacam itu diumpamakan sebagai pohon yang baik, akarnya teguh menghunjam ke bumi. Akar bagi pohon memiliki dua fungsi utama: (1) menghisap air dan unsur hara dari dalam tanah dan (2) menopang tegaknya pohon. Apabila akar tidak dapat lagi mengambil unsur-unsur hara dari dalam tanah maka lambat laun pohon akan mati. Sedangkan akar pohon yang berfungsi baik akan dapat menyalurkan unsur-unsur hara dari dalam tanah ke bagian atas pohon dan pertumbuhan pohon akan berjalan dengan baik. Dahannya rimbun menjulang ke langit. Hadis Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّحَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَ إِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ. فَحَدِّثُوْنِيْ مَا هِيَ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبُوَادِي. قَالَ عَبْدُ اللهِ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ أَنَّهَا النَّحْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ. ثُمَّ قَالُوْا حَدِّثْنَا مَاهِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: هِيَ النَّحْلَةُ. (رواه البحاري)

Dari Abdullah bin 'Umar r.a., ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Di antara jenis pohon, ada suatu pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Pohon itu adalah perumpamaan bagi orang Islam. Beritahukan aku, apakah pohon itu? Orang-orang mengira pohon itu adalah pohon yang tumbuh di hutan. Kata Abdullah, "Sedangkan menurut saya pohon itu adalah pohon kurma. Tetapi saya malu untuk berkata. Kemudian para sahabat berkata, "Beritahulah kami pohon apa itu, hai Rasulullah!" beliau menjawab, "Pohon itu adalah pohon kurma." (Riwayat al-Bukhār³)

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar membiasakan diri menggunakan ucapan yang baik, yang berfaedah bagi dirinya, dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan seseorang menunjukkan watak dan kepribadiannya serta adab dan sopan-santunnya. Sebaliknya, setiap muslim harus menjauhi ucapan dan kata-kata yang jorok, yang dapat menimbulkan rasa jijik bagi yang mendengarnya.

(25) Dalam ayat ini digambarkan bahwa pohon yang baik itu selalu memberikan buahnya pada setiap manusia, dengan seizin Tuhannya. Adapun proses pertumbuhan tanaman diperlukan berbagai unsur hara yang cukup banyak macamnya. Menurut jumlah yang diperlukannya, unsur hara ini dibedakan menjadi unsur hara makro yang diperlukan dalam jumlah banyak, dan unsur hara mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit, tetapi keberadaannya mutlak diperlukan. Untuk sampai pada terjadinya buah, akar harus dapat memasok semua kebutuhan unsur hara ini dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Ada beberapa unsur hara yang apabila dipasok melebihi kebutuhannya akan menjadi racun bagi tanaman dan dapat menyebabkan kematian bagi tanaman (misalnya besi untuk tanaman padi). Sebab itu, manusia yang mengambil manfaat dari pohon itu hendaklah bersyukur kepada Allah karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya melalui seseorang adalah karunia dan rahmat dari Allah swt.

Demikian pula halnya kata-kata baik yang kita ucapkan kepada orang lain, misalnya dalam memberikan ilmu pengetahuan yang berguna, manfaatnya akan didapat oleh orang banyak. Setiap orang yang memperoleh ilmu pengetahuan dari seorang guru haruslah bersyukur kepada Allah karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya melalui seseorang adalah karunia dan rahmat dari Allah swt.

Ibu bapak dalam rumah tangga haruslah senantiasa mempergunakan katakata yang baik dan sopan, serta menjauhi ucapan-ucapan kotor dan kasar, karena ucapan-ucapan itu akan ditiru oleh anak-anak mereka.

(26) Dalam ayat ini disebutkan perumpamaan kata-kata dan kalimat-kalimat yang jelek, yaitu ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran dan kemusyrikan atau yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Kata-kata yang jelek itu diumpamakan sebagai pohon yang buruk, yang akarnya tercabut dari bumi, sehingga pohon tersebut tidak dapat tegak dengan kokoh, tidak dapat berdaun dan berbuah. Artinya tidak dapat memberikan buah dan manfaat lainnya bagi manusia, bahkan hanya memberikan mudarat, apabila pohon itu roboh dan menimpa mereka. Kata-kata yang jelek hanya dapat menimbulkan dosa, serta membangkitkan kemarahan dan kebencian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ha<sup>-</sup>im sebagai hadis *marfu'*, bahwa *syajarah khab³fah* (pohon yang buruk) adalah *han§alah* yang rasa buahnya pahit.

Orang-orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya sering mengucapkan kata-kata yang buruk, yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Demikian pula orang-orang yang sedang mabuk dan rusak akalnya, suka mengucapkan kata-kata yang jelek. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan kesabaran karena kesabaran mendorong seseorang untuk menguasai emosinya. Agama Islam juga melarang seseorang dari halhal yang merusak akal, seperti meminum minuman keras dan lain-lain.

(27) Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa Dia meneguhkan orang-orang yang mukmin dengan ucapan-ucapan yang baik dan teguh, baik dalam kehidupan di dunia ini, maupun di akhirat. Dengan demikian, ada hubungan timbal balik antara iman dengan ucapan yang baik dan teguh. Iman mendorong seseorang untuk senantiasa menggunakan ucapan yang baik dan teguh. Sebaliknya, ucapan yang baik itu dapat memelihara keteguhan iman seseorang.

Dalam ayat ini selanjutnya, Allah swt menegaskan bahwa Dia membiarkan sesat orang-orang yang zalim dan yang suka berbuat menurut kehendaknya sendiri, tanpa mengabaikan peraturan yang benar, antara lain ialah mengucapkan kata-kata yang buruk yang mengajak kepada kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan, dan sebagainya.

- 1. Kata-kata yang baik yaitu ucapan yang mengajak kepada kebaikan dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan orang lain bagaikan satu pohon yang baik, yang memberikan banyak manfaat.
- 2. Allah swt memberikan perumpamaan itu supaya manusia selalu ingat kepada kebenaran, sehingga dapat menghindarkan diri dari ucapan yang tidak baik.
- 3. Ucapan-ucapan yang jelek adalah seperti pohon yang rapuh akarnya, tidak dapat berdiri kokoh, dan dapat menimbulkan bahaya bagi manusia.
- 4. Kata-kata yang baik dapat meneguhkan iman. Sebaliknya, kata-kata yang jelek dapat melemahkan iman dan menjerumuskan manusia kepada malapetaka.
- 5. Orang-orang zalim yang suka berbuat dan berkata menurut kehendaknya sendiri dibiarkan Allah dalam kesesatannya, dan akan menerima balasan siksa atas kesesatan itu.

#### AKIBAT KUFUR DAN SYIRIK

# ٵؘۿڗڒٳڶؙؽٳڷۜڋؽ۬ۯڹڎۘڶٷٳڹڠؙڡػٳڛؖٚۅػؙڣٞڒؖٷۜٳۘػڷؖٷٳڡۜۊڡۿۿؚۮٳۯٳڷٛڹۅٛٳڔؗٚ۞ڿٙڡۜؾٞۄٝٙؽڝ۫ۘڶۉڹؠؖ ۅؘڽؚٮؙ۫۠ۺٳڷڡۜڒٳۯ؈ۅؘڿڡؙڶۅٛٳڛٚۄٵؽ۫ۮٳڵؚؽۻڷؙۅؙٳۼڽٛڛٮؚؽڸڋ۪ؖڨؙڷؾؘڡؾۘڠۅٛٳڣٳڹۜڡڝؽڒڮۯؙ ٳڶؽٳڶٮۜٞٳڕ۞

Terjemah

(28) Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? (29) Yaitu neraka Jahanam; mereka masuk ke dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. (30) Dan mereka (orang kafir) itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah (Muhammad), "Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka."

# (Ibr±h³m/14: 28) دَارَ الْبَوَارِ Kosakata: *D±r al-Baw±r*

Istilah  $d\pm r$  al- $baw\pm r$  dalam Al-Qur'an disebutkan satu kali, terdiri dari kata  $d\pm r$ , yang artinya negeri atau tempat, dan kata al- $baw\pm r$  yang artinya "kebinasaan" (al-halak). Secara harfiah,  $d\pm r$  al- $baw\pm r$  berarti negeri kebinasaan, suatu lembah atau tempat buruk yang disiapkan untuk membinasakan orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Negeri yang nista itu adalah neraka Jahanam yang akan mereka masuki sebagai tempat menetap yang amat buruk,  $na'\mu^0u$   $bill\pm h$  min  $\ell$ +lik.

### Munasabah

Pada ayat-ayat yang terdahulu, Allah swt menerangkan perumpamaan kalimat yang buruk atau kalimat yang batil. Kalimat yang batil itu ialah kekafiran, kemusyrikan dan segala macam bentuk keingkaran kepada agama Allah yang dibawa oleh Muhammad saw. Pada ayat ini, Allah menerangkan sebab-sebab orang kafir itu ditimpa azab Allah di dunia dan di akhirat, dan tidak ada sesuatu hasil pun yang dapat mereka peroleh dari kehidupan dan tindakan mereka.

## Tafsir

(28-29) Ayat ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan, tetapi bukan untuk dijawab, melainkan hanyalah sebagai peringatan bagi kaum Muslimin agar mereka jangan sekali-kali berbuat dan bertindak seperti yang dilakukan oleh orang kafir. Hendaklah mereka selalu taat, tunduk, dan patuh kepada perintah-perintah Allah dan menghentikan semua larangan-Nya. Jika mereka

ingkar kepada Allah, mereka pasti akan diazab di dunia dan di akhirat seperti yang ditimpakan kepada orang kafir.

Menurut Ibnu 'Abb±s yang dimaksud dengan "orang-orang yang telah menukar nikmat Allah" dalam ayat ini ialah orang-orang kafir Mekah. Mereka telah dianugerahi bermacam-macam nikmat yang tidak diberikan Allah kepada bangsa lain. Negeri Mekah telah dijadikan sebagai tanah haram yakni tanah yang dihormati, tanah yang terjamin keamanannya, dan tempat berdirinya Ka'bah yang dikunjungi manusia dari segala penjuru dunia setiap tahun. Allah swt telah mendatangkan air, makanan, dan buah-buahan ke tanah yang tandus itu. Nikmat yang lebih besar lagi ialah diangkatnya Muhammad dari bangsa mereka sendiri sebagai nabi dan rasul penutup, yang membawa agama Allah, yang menjadi petunjuk dan pegangan hidup bagi seluruh manusia.

Semua nikmat yang telah dilimpahkan itu mereka ingkari. Bahkan mereka menyiksa Nabi Muhammad saw dan kaum Muslimin dan menghambat tersiarnya agama Islam. Oleh karena itu, Allah swt menimpakan azab dan siksa kepada mereka berupa musim kemarau yang kering dan lama, sehingga mereka banyak yang mati kelaparan. Menurut riwayat, ada di antara mereka yang sampai memakan tulang karena tidak ada lagi makanan yang akan dimakan.

Allah menerangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dan telah menempatkan kaum mereka yang jadi pengikut-pengikut mereka di tempat yang penuh kesengsaraan, yaitu neraka Jahanam yang menyala-nyala, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia.

Dari ayat ini dipahami bahwa Allah swt memerintahkan manusia agar selalu mensyukuri nikmat-Nya dengan mengikuti perintah-perintah-Nya dan menghentikan larangan-larangan-Nya. Seluruh manusia dan makhluk sangat tergantung kepada nikmat itu, baik nikmat dalam bentuk lahir, maupun nikmat dalam bentuk batin atau yang tidak nampak.

(30) Ayat ini menerangkan tindakan kedua dan ketiga yang menyebabkan Allah menimpakan azab yang pedih kepada mereka.

Sebab yang kedua ialah tindakan mempersekutukan Allah. Termasuk dalam tindakan ini ialah:

- 1. Mengakui Tuhan itu banyak.
- 2. Menyembah yang lain di samping menyembah Allah.
- 3. Mengakui sesuatu selain Allah mempunyai kekuatan dan kekuasaan seperti kekuatan dan kekuasaan Allah swt.

Mempersekutukan Allah ini adalah kepercayaan orang-orang Arab Jahiliah. Mereka mempunyai sesembahan selain Allah. Sesembahan itu ada yang berupa patung-patung yang mereka buat, di antaranya ada yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Mereka percaya kepada tenung dan ramalan nasib. Jika mereka ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang penting atau perjalanan yang jauh, mereka pergi ke Ka'bah dan menyuruh penjaganya

mengadakan undian. Hasil undian inilah yang menentukan apakah mereka akan melakukan pekerjaan atau perjalanan jauh itu atau tidak.

Sebab yang ketiga ialah orang-orang kafir itu berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah. Mereka menghalang-halangi, bahkan membunuh orang-orang yang melakukan pekerjaan atau mengikuti agama Islam.

Ketiga macam perbuatan di atas adalah perbuatan dosa besar. Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan Nabi Muhammad agar menyampaikan peringatan keras-Nya kepada manusia. Jika mereka tetap ingkar, biarkan mereka berbuat sesuka hatinya, bersenang-senang, dan berbuat kebinasaan di muka bumi dalam waktu tertentu, sampai Allah menimpakan azab yang keras kepada mereka.

Hal ini ditegaskan oleh firman Allah swt:

Katakanlah, "Bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka. (az-Zumar/39: 8)

# Kesimpulan

- 1. Allah swt menerangkan bahwa sebab-sebab yang menimbulkan azab bagi orang-orang kafir adalah tindakan mereka menukar nikmat Allah, mempersekutukan-Nya, dan menyesatkan manusia dari jalan-Nya.
- Sikap kufur nikmat adalah awal yang tidak baik karena dapat mendorong seseorang menjadi kufur terhadap Zat Allah. Bahkan, dapat menjadi syirik, yaitu menyekutukan Allah yang merupakan dosa terbesar yang tidak dapat diampuni Allah.

## PERINTAH MELAKSANAKAN SALAT DAN BERINFAK



Terjemah

(31) Katakanlah (Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, "Hendaklah mereka melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan." Kosakata: Khil±l خلاًك ((Ibr±h³m/14: 31)

Kata khil±l(un) dalam ayat ini dianggap sama maksudnya dengan kata khullah yang disebut dalam Surah al-Baqarah/2: 254. Kata khullah artinya "persahabatan" (al-¡adaqah, al-¡u¥bah). Penyebutan masalah jual-beli, persahabatan, dan syafaat, dalam Surah al-Baqarah tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa semuanya itu sama sekali tidak bermanfaat pada hari kiamat. Yang bermanfaat adalah memberikan infak dari sebagian rezeki yang Allah berikan pada waktu hidup di dunia. Menurut Ibnu Qutaibah, kata khil±l merupakan ma¡dar dari kh±lala-yukh±lilu-khil±l(an) wa mukhallatan. Misalnya dikatakan: khalaltu ful±n(an) khil±l(an). Ungkapan serupa itu sedang membicarakan tentang persahabatan. Jadi, kalau di dunia, persahabatan sangat berguna untuk saling membantu, tetapi pada hari kiamat, khil±l (persahabatan) itu tidak bermanfaat dan tidak berguna. Yang berguna adalah segala amal yang dikerjakan sewaktu hidup di dunia, yang akan dibalas di akhirat.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan bahwa perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang-orang kafir ditimpa siksa yang sangat pedih adalah karena mereka telah menukar nikmat Allah swt dengan kekafiran, menyesatkan manusia dari jalan Allah, dan mempersekutukan-Nya. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kaum Muslimin mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan pahala sementara masih ada kesempatan, yaitu sewaktu di dunia ini.

#### Tafsir

(31) Pada ayat ini Allah swt memerintahkan kepada kaum Muslimin agar mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, yang dapat membahagiakan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Perbuatan-perbuatan itu ialah:

- 1. Melaksanakan salat.
- 2. Menginfakkan sebagian harta yang telah dianugerahkan Allah swt. Allah swt memerintahkan kepada kaum Muslimin mendirikan salat, karena salat itu tiang agama, sebagaimana sabda Nabi saw:

Salat itu adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. (Riwayat al-Baihaq³ dari Umar bin al-Kha⁻¬āb)

Seseorang yang taat dan selalu melaksanakan salat sesuai dengan ajaran Al-Qur'an adalah orang yang suci jasmani dan rohaninya, karena salat itu mencegah orang yang mengerjakannya melakukan perbuatan keji dan perbuatan yang terlarang, sebagaimana firman Allah swt:

... dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-'Ankabut/29: 45)

Dan firman Allah swt:

Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat. (al-A'l±/87: 14-15)

Perbuatan hamba yang pertama kali dihisab Allah di hari kiamat ialah salat. Jika baik salat seorang hamba, maka baiklah perbuatannya, sebaliknya jika buruk salatnya atau tidak mengerjakannya, maka buruk dan rusak pulalah seluruh pahala amalnya yang lain.
Rasulullah saw bersabda:

Perbuatan hamba yang pertama kali dihisab Allah pada hari kiamat ialah salat. Maka jika baik amalan salat itu, baik pulalah seluruh amalnya, dan jika rusak amalan salat itu, rusak pulalah seluruh amalnya. (Riwayat a<sup>-</sup>-° abrān³ dari Anas bin M±lik)

Bahkan Allah swt menegaskan, bahwa orang yang selalu mengerjakan salat itu adalah orang yang menjadi pewaris surga Firdaus di akhirat, sebagaimana firman-Nya:

Serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (al-Mu'minµn/23: 9-11)

Melaksanakan salat berarti mengerjakan salat terus-menerus, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agama, lengkap dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, disertai dengan khusyuk dan ikhlas.

Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian harta yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka, sebelum datang hari kiamat, yaitu hari ketika semua pintu tobat telah ditutup, tidak satu dosa pun yang dapat ditebus, walaupun ditebus dengan emas sepenuh bumi. Tidak ada lagi seorang teman karib yang dapat menolong dan tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dan memberikan bantuan termasuk anak-anak dan cucu-cucu. Allah swt berfirman:

Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. (al-¦ ad³d/57: 15)

Dan firman Allah swt:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. (al-Baqarah/2: 254)

Orang-orang yang terlepas dari azab hari kiamat itu hanyalah orang-orang yang selama hidup di dunia mengerjakan amal-amal saleh, senang bersedekah, sehingga hatinya suci dan bersih serta rela terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya nanti. Allah swt berfirman:

(Yaitu) pada hari (ketika) harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orangorang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. (asy-Syu'ar±/26: 88-89)

Senang menginfakkan harta merupakan pencerminan dari kepribadian muslim yang sesungguhnya, sebagai seorang yang telah menyerahkan diri,

harta, dan kehidupannya kepada agama, semata-mata untuk mencari keridaan Allah swt. Perbuatan itu juga merupakan perwujudan dari rasa syukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang tidak terhingga banyaknya. Terhadap orang yang mensyukuri nikmat, Allah akan menambah nikmat lebih banyak dari nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya.

Sebaliknya sifat tidak senang menginfakkan sebagian harta yang telah dianugerahkan Allah adalah pencerminan pribadi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-Nya serta pencerminan dari rasa ingkar terhadap nikmat Allah. Mereka merasa bahwa segala yang mereka peroleh itu sematamata karena hasil jerih payahnya sendiri. Dengan sikap yang demikian berarti mereka telah zalim terhadap dirinya sendiri. Akibat zalim terhadap dirinya sendiri ialah tidak lagi mendapat tambahan nikmat dari Allah, bahkan mereka akan ditimpa azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Zalim terhadap orang lain ialah ia tidak mau memberikan atau mengeluarkan hak orang lain yang ada dalam hartanya. Zalim kepada masyarakat yang ada di sekitarnya ialah mengganggu kepentingan dan hubungan baik yang telah dijalin dalam masyarakat.

Bahkan dari ayat ini dipahami bahwa orang yang kikir dan tidak mau membelanjakan sebagian hartanya itu adalah orang yang congkak dan sombong. Karena merasa dirinya telah mampu mengatasi segala macam kesulitan yang dihadapinya, termasuk kesulitan dan malapetaka yang akan menimpanya di hari kiamat nanti. Mereka merasa tidak lagi memerlukan tambahan nikmat dan pertolongan Allah baik di dunia maupun di akhirat.

Menginfakkan harta dalam agama Islam ada beberapa bentuk:

- Membelanjakan harta untuk nafkah diri sendiri, anak-anak, kerabat, dan istri.
- 2. Menginfakkan harta untuk menunaikan kewajiban, seperti zakat harta dan zakat fitrah.
- 3. Menginfakkan harta untuk infak sunah.

Membelanjakan harta untuk nafkah istri, kerabat, dan untuk menunaikan nafkah wajib, merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan agama atas orang-orang yang beriman, dan ketentuan-ketentuannya tersebut di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Sedang infak sunah yang diberikan untuk kepentingan umum dan untuk meninggikan kalimat Allah dikategorikan sebagai amal jariah, yaitu infak atau amal yang tidak akan putus pahalanya, walaupun orang yang memberi infak itu telah meninggal dunia, selama infak itu memberikan manfaat.

Pemberian infak wajib, infak sunah, dan nafkah itu haruslah diiringi dengan niat yang ikhlas, semata-mata dilakukan untuk mencari keridaan Allah, terjauh dari sifat ria, ingin dipuji dan disanjung oleh sesama manusia. Karena itu Allah menyerahkan kepada manusia bagaimana cara sebaiknya memberi harta itu kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga membuahkan pahala dari sisi Allah. Jika ia khawatir akan timbul rasa ria

dalam hatinya, maka ia boleh memberikan harta itu secara sembunyi, tidak diketahui orang. Bila ingin perbuatannya ditiru orang lain, maka ia boleh pula memberikan hartanya itu dengan terang-terangan.

Hendaklah kaum Muslimin ingat bahwa harta itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Dianugerahkan-Nya kepada manusia agar mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah selama mereka hidup di dunia. Oleh karena itu, jika seseorang telah memperoleh harta dan telah melebihi keperluannya, hendaklah diinfakkan kepada yang berhak menerimanya.

### Kesimpulan

- 1. Allah memberikan perintah kepada manusia agar melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian hartanya, sebelum datang hari kiamat.
- 2. Cara menginfakkan harta itu terserah kepada manusia, asal tidak ada unsur ria dan ingin disanjung dalam pemberian itu.

#### BUKTI KEBERADAAN ALLAH MELALUI NIKMATNYA

# Terjemah

(32) Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. (33) Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. (34) Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

# (Ibr±h³m/14: 34) لاَ تُحْصُوْهَا للهِ (Ibr±h³m/14: 34)

Ungkapan  $l\pm tu + i\mu h\pm i$ , dalam Al-Qur'an, terulang dua kali, di samping ayat ini juga dalam Surah an-Na+I/16: 18. Keduanya berhubungan dengan kenyataan betapa banyak nikmat Allah yang diberikan-Nya kepada makhluk, terutama manusia. Seandainya manusia mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka Allah menyatakan: " $l\pm tu + i\mu h\pm i$  (kamu sekalian tidak sanggup menghitungnya)." Yang dimaksud dengan penegasan  $l\pm tu + i\mu i\mu i$ , menurut lbn al-Jawz³, ialah  $l\pm tu + i\mu i$  (kamu tidak akan sanggup menghitung dengan detail keseluruhan nikmat karena banyaknya). Dengan demikian, manusia wajib bersyukur kepada Allah, Maha Pemberi nikmat.

#### Munasabah

Pada ayat yang lalu, Allah telah menerangkan perintah-Nya kepada orang beriman untuk melaksanakan salat dan menginfakkan rezeki yang telah dianugerahkan ke jalan yang diridai-Nya, agar mereka berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan nikmat-nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya agar mereka bertambah taat dan bersyukur kepada-Nya.

#### Tafsir

(32) Allah Yang Maha Esa dan Mahakuasa sangat banyak melimpahkan nikmat kepada hamba-hamba-Nya. Di antaranya ialah:

Allah Yang Maha Agung, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, menerangkan bahwa Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang kejadiannya jauh lebih besar dan lebih sulit dari kejadian manusia, yang selalu disaksikan dan diperhatikan manusia dan pada keduanya terdapat pelajaran dan manfaat. Langit berupa ruang angkasa yang tidak terhingga luas dan besarnya, di dalamnya terdapat benda-benda angkasa berupa planet-planet yang tidak terhitung jumlahnya, masing-masing berjalan menurut garis edar yang telah ditentukan, mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah swt. Tidak ada satu pun dari planet-planet yang tidak mengikuti hukum itu, karena tidak mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan itu berarti kehancuran bagi seluruh planet-planet itu. Jika direnungkan, diperhatikan, dan dipelajari tata ruang angkasa yang rapi dan teratur itu, akan terasa ketiadaan arti manusia dan semakin terasa pula keagungan dan kebesaran Penciptanya.

Allah juga yang menciptakan bumi yang merupakan salah satu dari planet-planet ruang angkasa, tempat manusia hidup, berdiam, dan mempersiapkan diri sebelum mengalami hidup yang sebenarnya di akhirat. Permukaan bumi ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, dengan buahnya yang beraneka macam pula yang berguna dan bermanfaat

bagi manusia. Di dalam perut bumi terdapat barang tambang yang beraneka macam. Semuanya itu diciptakan Allah untuk manusia.

Dialah yang menurunkan hujan yang berasal dari uap air dan menjadi awan. Awan itu dihalau-Nya dengan angin ke tempat tertentu, hingga menjadi mendung yang hitam pekat, kemudian berubah dan jatuh sebagai hujan yang menyirami permukaan bumi. Dengan siraman hujan itu, tumbuh dan suburlah tumbuh-tumbuhan yang kemudian menjadi besar, berbunga, dan berbuah, sebagaimana firman Allah swt:

Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah. (al-¦ ajj/22: 5)

Dan firman Allah swt:

(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit." Kemudian Kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjenisjenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. (° ±h±/20: 53)

Secara kauniyah (*sains*) ayat ini menjelaskan tentang siklus biosfer (*Biospheric Cycle*). Allah menegaskan kembali akan kekuasaan-Nya dalam mengatur kehidupan di bumi ini. Dari air yang tercurah dari langit, maka muncullah kebun-kebun yang subur yang mengeluarkan buah-buahan, yang kesemuanya diperuntukkan sebagai rezeki bagi manusia. Kemudian dalam ayat tersebut dilanjutkan dengan "*Dia menundukkan kapal bagimu*", dan juga "*Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu*". Menundukkan dalam kedua kalimat ayat di atas diterjemahkan dari kata dalam bahasa Arab *sakhkhara*. Ini mengisyaratkan kepada manusia untuk menggunakan akalnya (teknologinya) dalam membuat atau menciptakan kapal yang mampu berlayar di lautan, atau dalam pengelolaan sungai, sebagai tempat untuk pelayaran atau keperluan lainnya.

Jika manusia menggunakan akalnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam (ketentuan Allah) sehingga dapat menemukan sendiri ketentuan Allah yang digunakan Allah untuk mengendalikan kapal, maka manusia tadi dapat mengusahakan agar kehendak manusia sejalan dengan kehendak-Nya dan ketentuan-Nya,

Ketentuan Allah itu menunjukkan bagaimana mengkonstruksikan kapal agar bisa mengangkat tubuhnya beserta muatannya agar tidak tenggelam. Ketentuan Allah menunjukkan bahwa suatu benda yang mengapung di air akan memindahkan air sebanyak isi benda tersebut. Berat dari air yang dipindahkan benda tadi akan sebanding dengan tekanan ke atas yang dialami oleh benda itu. Dengan membuat kapal berongga maka akan tercapai volume luar yang besar, tapi beratnya kecil karena berongga. Oleh sebab itu, tubuh kapal dan muatannya itu mampu diangkat kekuatan ke atas hingga mengapung.

Dengan menggunakan mesin penggerak yang serupa dengan kendaraan darat tapi telah disesuaikan sedemikian rupa, maka kapal itu selain mampu mengapung juga mampu bergerak ke arah yang dikehendaki. Demikian penjelasan dari sudut kajian saintis.

Allah menjelaskan yang demikian itu agar manusia mengetahui betapa besar kekuasaan-Nya dalam mengatur hidup dan kehidupan di permukaan bumi ini dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada manusia. Bagi manusia yang suka memperhatikan kejadian hujan, tumbuh-tumbuhan, serta proses kehidupan di permukaan bumi ini akan mengetahui betapa tingginya nilai hukum Allah dan betapa luas ilmu-Nya, yang berlaku secara tetap, tiada henti-hentinya sampai kepada waktu yang ditentukan-Nya. Allah juga memerintahkan manusia memperhatikan air yang diminumnya agar mereka bersyukur, sebagaimana firman-Nya:

Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan? Sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur? (al-W±qi'ah/56: 68-70)

Allah menaklukkan kapal (bahtera) bagi manusia maksudnya ialah memberikan kemampuan kepada manusia membuat kapal dan menjadikannya dapat mengapung di permukaan air dan berlayar ke tempat yang dikehendakinya, membawanya ke segenap penjuru dunia. Allah swt menaklukkan lautan bagi manusia sehingga laut itu dapat dilayari kapal-kapal yang mengangkut segala keperluan mereka, sebagaimana firman-Nya:

Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan, dan Kami ciptakan (juga) untuk mereka (angkutan lain) seperti apa yang mereka kendarai. (Y±s³n/36: 41-42)

Dengan kapal itu pula, manusia bersenang-senang menikmati pelayaran. Dengan kapal itu pula mereka mencari nafkah, menangkap ikan, mencari hasil-hasil lautan, dan mencari barang tambang yang tidak ternilai harganya. Semuanya itu merupakan nikmat Allah kepada manusia.

Allah menundukkan sungai-sungai bagi manusia, seperti memberi kemampuan untuk membendung dan mengalirkannya untuk kepentingan pertanian, serta mengubah arus air yang deras itu menjadi sumber tenaga yang bermanfaat, seperti kincir air dan arus listrik. Sungai dapat juga berfungsi sebagai jalan raya yang dilalui kapal-kapal dan merupakan urat nadi perdagangan. Untuk memperpendek lalu-lintas sungai maka manusia membuat terusan-terusan yang menghubungkan antara sungai yang satu dengan sungai yang lain, dan antara lautan yang satu dengan lautan yang lain. Air sungai yang kotor dapat dibersihkan, sehingga dapat menjadi air minum yang sangat diperlukan.

(33) Demikian pula sebagai nikmat Allah swt kepada manusia ialah Dia telah menaklukkan bagi manusia matahari dan bulan, yaitu menjadikan matahari dan bulan terus menerus berjalan mengelilingi garis edarnya, yang menimbulkan terang dan gelap yang berfaedah bagi hidup dan kehidupan makhluk. Dengan tetapnya matahari dan bulan, demikian juga planet-planet yang lain, berjalan mengelilingi garis edarnya, akan terhindarlah terjadinya benturan yang dahsyat antara planet-planet yang ada di cakrawala, sebagaimana firman Allah:

# وَالْقَـمَرَقَدَّرُنْهُ مَنَازِلَحَى عَادَكَالْمُرْجُونِ الْقَدِيثِرِ اللَّهَمْسُ يَلْبَغِي لَمَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُسَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ الْ

Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. (Y±s³n/36: 39-40)

Keberadaan garis edar yang terus menerus dilalui oleh setiap planet, telah memberi jalan kepada manusia sampai ke bulan, memberi kemungkinan yang besar bagi manusia untuk berusaha mencapai planet-planet yang lain. Dengan perantara garis edar itu pula, manusia dapat menempatkan satelit-satelit yang dapat digunakan untuk kepentingan umat manusia, seperti untuk mengetahui keadaan cuaca, untuk memperlancar hubungan telekomunikasi dan sebagainya, sehingga hubungan antar negara yang semula dirasakan jauh, maka sekarang dirasakan bertambah dekat.

Allah swt menundukkan pula bagi manusia siang dan malam. Siang dapat digunakan manusia sebagai tempat berusaha, beramal, dan bermasyarakat.

Sedangkan malam dapat dijadikan sebagai waktu untuk beristirahat dari kelelahan setelah berusaha di siang hari. Allah berfirman:

Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. (al-Qa¡a¡/28: 73)

Dalam ayat ini pula Allah menggunakan kata *sakhkhara* (menundukkan), yang mengisyaratkan kita untuk menggunakan akal dalam memanfaatkan baik matahari, bulan, maupun fenomena malam maupun siang. Dengan demikian *sakhkhara* ini mengandung perintah untuk mengembangkan teknologi, kalender berbasis matahari (*solar calendar*) atau bulan (*lunar calendar*), dan energi matahari (*solar energy*). Juga mengandung perintah untuk menggunakan baik matahari atau bulan untuk keperluan navigasi dalam pelayaran maupun penerbangan, dan sebagainya. Begitu juga menggunakan malam dan siang untuk mengetahui atau mengukur *biological clock* kita. Demikian penjelasan dari sudut pandang saintis.

(34) Sebagai nikmat Allah juga ialah Dia telah menyediakan bagi manusia segala yang diperlukannya, baik diminta atau tidak, karena Allah telah menciptakan langit dan bumi ini untuk manusia. Dia menyediakan bagi manusia segala sesuatu yang ada, sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan kapan dikehendaki. Kadang-kadang manusia sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi keperluan pokoknya, dimana tanpa keperluan itu, ia tidak akan hidup atau dapat mencapai cita-citanya. Keperluan seperti itu tetap dianugerahkan Allah kepadanya sekalipun tanpa diminta. Ada pula bentuk keperluan manusia yang lain yang tidak mungkin didapat kecuali dengan berusaha dan berdoa, karena itu diperlukan usaha manusia untuk memperolehnya.

Sangat banyak nikmat Allah swt yang telah dilimpahkan-Nya kepada manusia, sehingga jika ada yang ingin menghitungnya tentu tidak akan sanggup. Oleh karena itu, hendaknya setiap manusia mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah swt dengan jalan menaati segala perintah-Nya dan tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangan-Nya. Mensyukuri nikmat Allah yang wajib dilakukan oleh manusia itu bukanlah sesuatu yang diperlukan oleh Allah swt. Allah Mahakaya, tidak memerlukan sesuatupun dari manusia, tetapi kebanyakan manusia sangat zalim dan mengingkari nikmat yang telah diberikan kepadanya.

## Kesimpulan

1. Allah menerangkan sebagian nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada manusia, sebagai bukti dari keberadaan-Nya.

 Allah mengemukakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya agar manusia mempelajari dan merenungkannya, sehingga dapat menambah kuat imannya kepada Allah.

#### DOA NABI IBRAHIM A.S.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيْ مُرَبِّ الْجُعَلُ هٰذَا الْبَلَدَ الْمِثَاوَّا جُمنُ بُنِيُ وَبِيَّ اَنْ تَعْبُدَ الْمَثَامُ وَ مَنْ عَصَافِيْ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَصْلَانَ حَيْرُ اللَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَانَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَافِي وَمَنْ عَصَافِي وَالْكُونُ وَلَا الْفَالُونَ الْمَكُنْ مُنْ ذُرِيَيْ وَالْمَنْ وَيَكُونُ وَكُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعِلَى اللَّهُ وَيَعْفَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْفَى اللَّهُ وَيَعْفَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُولِ اللْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولِ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُؤْمُ وَا

Terjemah

(35) Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. (36) Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. (37) Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. (38) Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa

yang kami tampakkan; dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. (39) Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa. (40) Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. (41) Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan (hari Kiamat)."

Kosakata: *Ibr±h³m* إِبْرَاهِيْم (Ibr±h³m/14: 35)

Dalam Al-Qur'an (al-An'±m/6: 74) disebutkan "Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar..." Di antara para mufasir ada yang berpendapat bahwa kata "ab³hi" dalam ayat ini berarti nenek moyang, seperti dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, dan juga berarti paman: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak..." (al-Baqarah2: 133). Ismail adalah paman Yakub. Para mufasir umumnya berpendapat bahwa Azar adalah ayah Ibrahim. Tetapi para sejarawan, genealogi, dan ulama mengatakan, bahwa Azar adalah nama berhala, yang juga menjadi sembahan Terah, ayah Ibrahim, dan sekaligus penjaganya. Pendapat orang yang mengatakan bahwa kata "azar" adalah sebuah seruan untuk mencela, yang berarti "si pincang," atau "si durhaka dan si pikun" dan sebagainya, oleh beberapa kalangan dibantah, karena Ibrahim yang selalu lemah lembut dan mendoakan ayahnya, tidak mungkin akan mengatakan demikian. Sementara menurut Eusebius Pamphili, seorang sejarawan gerejani dalam abad ke-4 Masehi, nama ayah Ibrahim adalah Aêar.

Nama Ibrahim dalam bahasa Ibrani adalah Avraham, dalam Bibel Abram, nama lama, atau Abraham, "...Engkau akan menjadi sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham (Kej. 17: 4-5). Nama ayahnya Terah anak Nahor anak Serug anak Rehu anak Peleg anak Eber anak Selah anak Arpakhsad anak Sem anak Nuh. Nuh berumur 600 tahun ketika terjadi air bah dan ia masih hidup 350 tahun sesudah itu. Jadi ia mencapai umur 950 tahun (Kej. 9: 28-29). Dengan begitu Ibrahim masih mengalami hidup dengan Nuh selama 60 tahun.

Selain Abram, dua anak Terah yang lain adalah Nahor dan Haran. Haran memperanakkan Lot. (Kej. 11: 24-28). Jadi Lut kemenakan Ibrahim. Dari sini kemudian lahir keluarga besar Ibrahim, terdiri atas kaum Ismail, Israil, Midian, Moabi dan Amoni.

Ibrahim lahir di Ur, Kaldea, sebuah kota sebelah barat Sungai Furat (Efrat) di Mesopotamia (Irak). Ibrahim dipandang sebagai cikal bakal ras Arab dan Yahudi, masing-masing dari Ismail dan Ishak. Menurut Perjanjian Lama (Kej. 12), Ibrahim adalah pendiri bangsa Ibrani (Yahudi). Tetapi di dalam Al-Qur'an disebutkan, bahwa "Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani, tetapi dia adalah orang yang lurus, muslim, dan dia

tidaklah termasuk orang-orang musyrik." (2 li 'Imr±n/3: 67). Dia orang yang  $\frac{1}{2}$ an³f, jauh dari syirik dan kesesatan. Allah telah memberi gelar  $\frac{1}{2}$ h kepada Ibrahim, (an-Nis±'/4: 125). Dia adalah mata air dan sumber yang memancarkan tiga pemikiran agama yang kemudian terwujud dalam agama-agama yang dibawa oleh Musa, Isa, dan Muhammad al-Mustafa.

Tokoh İbrahim sangat dihormati oleh tiga agama besar samawi itu: Yahudi, Kristen, dan Islam. Ia lahir pada awal milenium kedua. Masa mudanya di Padan-aram atau Aram-Mesopotamia, yang dalam bahasa Ibrani disebut Aram-naharain (Aram dari dua sungai) di perbatasan Irak dengan Suria. Masa kecilnya tidak banyak diketahui. Diperkirakan dia semasa dengan Hammurabi, raja Babilon yang masyhur itu. Ayahnya tukang kayu pembuat patung. Patung-patung itu kemudian dijual, lalu disembah oleh masyarakatnya. Ibrahim dibesarkan di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala itu. Setelah memasuki usia remaja, ia melihat masyarakatnya yang sangat mengagungkan dan menganggap suci sekeping kayu yang dibuat ayahnya, tentulah karena mereka sudah sesat. Mulai timbul rasa ragu dalam hatinya. Sejak awal hati nuraninya memang sudah mendapat hidayah dan bimbingan Allah. Dia sadar bahwa patung-patung yang mereka sembah itu berhala itu tidak memberi arti apa-apa. Firman Allah:

وَلَقَدُ الْمَيْنَ الْبُرْهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبُلُ وَكُنَ الِهِ عَلِمِيْنَ ۞ اِذْ قَالَ لِاَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا لَهَ ذِهِ النِّمَا الْبُكَا الْبُرَا الْمَاعْدِيْنَ ۞ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمُ النِّمَا الْبُكَا الْمَاعْدِيْنَ ۞ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمُ النِّمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

Dan sungguh, sebelum dia (Musa dan Harun) telah Kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan Kami telah mengetahui dia. (Ingatlah), ketika dia (Ibrahim) berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dia (Ibrahim) berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia (Ibrahim) menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan (pemilik) langit dan bumi; (Dialah) yang telah menciptakannya; dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu." (al-Anbiy±'/21: 51-56).

Kisah Ibrahim dapat kita teruskan lanjutannya dalam Surah al-Anbiy±'/21: 57-73. Ibrahim gelisah dan bersumpah demi Allah, di depan mereka, "...aku akan mengadakan tipu muslihat terhadap berhalaberhalamu—setelah kamu pergi." Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan Ibrahim. Lalu mereka pergi. Ibrahim menghancurkan berhalaberhala itu jadi berkeping-keping, kecuali yang terbesar. Setelah mereka kembali melihat yang demikian, mereka marah dan mengancam Ibrahim dan membawanya ke depan orang banyak supaya menjadi saksi. Ketika Ibrahim dihadapkan kepada mereka dan ditanya, Ibrahim menjawab, "Tidak, itu dilakukan oleh berhala yang terbesar dari mereka! Tanyakanlah kepada mereka kalau mereka dapat berbicara!" Mereka sadar bahwa itu kesalahan mereka sendiri, mereka terkejut dan merasa malu. Tetapi jawaban tegas, bahwa yang mereka sembah adalah benda mati yang tak ada gunanya. Ibrahim mengutuk mereka dan yang mereka sembah itu. Puncak kemarahan mereka Ibrahim harus dibakar dan berhala-berhala itu harus diselamatkan. Tetapi dengan firman Allah, api itu menjadi dingin buat Ibrahim (al-Anbiy±'/21: 57-71). Selain dengan mereka, Ibrahim juga berdebat dengan orang, yang tampaknya seorang raja yang bersama dengan dewa menjadi sembahan rakyatnya. Siapa orang itu dan di mana, di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan, selain dikatakan, bahwa "Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan (kekuasaan). Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," dia berkata, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. " (al-Bagarah/2: 258).

Para mufasir tidak sependapat tentang siapa orang yang berdebat dengan Ibrahim itu. Mungkin Namrud atau penguasa lain di Babilonia tempat kelahiran Ibrahim, atau di tempat lain. Kisah Ibrahim dalam menghadapi pikiran-pikiran syirik semacam itu memang beragam. Sebagai bapak tauhid, ia sangat peka terhadap segala yang berbau syirik dan ia harus meluruskan ajaran tauhid itu, seperti yang dapat kita lihat dalam beberapa bagian dalam Al-Qur'an. Ibrahim berusaha sungguh-sungguh meyakinkan dan mengajak masyarakatnya kepada agama tauhid, tetapi tidak berhasil. Mereka bahkan membakarnya dengan api, sekalipun gagal karena pertolongan Allah kepada Ibrahim. Mereka menjauhinya, dan bapaknya pun mengancam pula akan merajamnya jika Ibrahim tidak mau ikut menyembah berhala, apalagi tetap memusuhinya. Tak ada orang yang mau beriman kepada Ibrahim selain Sarah, istrinya, dan Lut, kemenakannya. Tak ada jalah lain, Ibrahim harus hijrah bersama mereka. Mula-mula ke Haran (Harran), kemudian ke Palestina. Ibrahim lepas tangan dari perbuatan bapaknya, karena sesudah ia memintakan pengampunan bagi bapaknya, sang bapak telah menyalahi janjinya. "Adapun permohonan ampunan Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun." (at-Taubah:/9: 114).

Pengalaman ini kemudian berlaku juga seperti yang dialami Rasulullah terhadap kerabatnya seperti dalam ayat sebelumnya (at-Taubah/9: 113): "Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabat(nya), setelah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam."

# Kelembutan hati Ibrahim sama dengan kelembutan hati Rasulullah.

Menurut Perjanjian Lama (Kej. 12), Ibrahim dalam usia 75 tahun bersama istrinya, Sarah (kadang Sara atau Sarai), dan Lot meninggalkan Haran (Harran) di Mesopotamia mengembara ke Kanaan (Palestina) atas perintah Tuhan, dan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar, dan Dia menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." (Kej. 12. 7); Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selamalamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka (17: 8). Inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh Yahudi menuntut kawasan itu sebagai "tanah yang dijanjikan" untuk mereka. Di dalam Al-Qur'an Allah hanya berfirman dalam pengertian yang lebih umum tanpa menyebut-nyebut soal ras dan tanah air: "Maka Lut membenarkan (kenabian Ibrahim). Dan dia (Ibrahim) berkata, "Sesungguhnya aku harus berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku..." (39: 26).

# Pengembaraan Ibrahim ke Mesir

Karena terjadi kekeringan yang luar biasa di tempatnya yang baru itu, ia dan istrinya bersama Lut meninggalkan negeri itu dan pergi ke Mesir. Abram mengatakan kepada Sarah istrinya supaya ia mengatakan adiknya, bukan istrinya, karena istrinya yang dilukiskan sangat cantik itu akan diambil oleh Fir'aun. Punggawa-punggawa istana memuji kecantikan Sarah kepada Fir'aun dan perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik karena mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, sapi, keledai, budak laki-laki, dan perempuan. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun dan kepada seisi istananya, karena Sarah. Setelah muslihat itu diketahui, Fir'aun memanggil Ibrahim dan menegurnya, mengapa ia tidak memberitahukan bahwa Sarah istrinya, dan mengapa dikatakan ia adiknya, "sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang, inilah istrimu, ambillah dan pergilah!" kata Fir'aun kepada Ibrahim. Dan Ibrahim pun dibolehkan keluar meninggalkan Mesir bersama Sarah istrinya dan Lot kemenakannya, (Kej. 12: 10-20).

Cerita yang hampir sama terdapat dalam Kej. 20. 1-18 dengan tempat dan penguasa yang berbeda. Ia tinggal di Gerar—kerajaan Abimelekh (Abi

Malik), yang mungkin juga sama dengan Hyksos atau Amalek pada masa Nabi Yusuf—sebagai orang asing. Karena Abraham sudah mengatakan, bahwa Sara saudaranya, maka raja bermaksud akan mengawininya. Tetapi Abimelekh bermimpi Tuhan datang kepadanya dan berfirman, bahwa perempuan itu sudah bersuami, maka terjadi dialog dengan Tuhan, bahwa dia tak bersalah. Abimelekh menegur Abraham karena tidak mengatakan yang sebenarnya.

Ibrahim dan istrinya kemudian meninggalkan Mesir dengan membawa kekayaan yang tidak sedikit, ditemani oleh Lot kembali ke perkemahannya yang dulu di dekat Betel dan Ai. (Kej. 13. 1-18). Cerita demikian terjadi juga terhadap Ishak (Kej. 26: 1-11), dengan sedikit perbedaan.

#### Kelahiran Ismail

Ketika sudah 10 tahun tinggal di Kanaan Sarah (Sarai) yang sudah tua belum punya anak juga. Ia memberikan Hajar (Hagar), hambanya, orang Mesir, kepada Abram sebagai istri. Dengan Hagar, Abram mendapatkan seorang anak laki-laki dan Abram menamainya Ismael. "Abram berumur 86, ketika Hagar melahirkan Ismael baginya" (Kej. xvi. 16). Tetapi kemudian Sarah jadi cemburu dan dengki lalu menindas Hajar sehingga ia meninggalkannya dan lari ke arah Mesir. Kata Sarah karena Hajar memandang rendah kepadanya. Cerita-cerita begini tidak ada di dalam Al-Qur'an, sebaliknya Bibel tidak menyinggung perjalanan Ibrahim dan Hajar ke kawasan Mekah. Atas permintaan Sarah, Ibrahim mengusir istrinya Hajar dan anaknya Ismail dan keduanya mengembara di padang gurun Bersyeba. Ketika kehabisan air, dibuangnya anaknya itu ke bawah semak-semak, sebab ia tidak tahan akan melihat anaknya mati. Lalu Tuhan membuka mata Hajar dan ia melihat sumur, sehingga anaknya dapat diberi minum. Setelah itu Ismail tinggal di padang gurun Paran menjadi pemanah (Kej. 16: 1-16 dan 21: 9-21).

Tetapi, yang perlu kita ingat, ada tiga sifat Ibrahim yang menonjol, seperti Rasulullah: lembut hati, kasih sayang yang sangat besar pengorbanannya, dan menanggung penderitaan karena kesalahan orang lain, jika menghadapi setiap kesulitan kembali hanya kepada Allah dan meminta pertolongan-Nya.

#### Ibrahim dan Ismail dikhitan

"Karena perjanjian Allah dengan Ibrahim dan keturunannya, maka setiap laki-laki di antara kamu harus disunat...anak berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun...dan yang tidak melakukan itu harus dilenyapkan"... "Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Dan Ismail, anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail, anaknya, disunat" (Kej. 17).

#### Berita kelahiran Ishak

Dimulai dari ketika Ibrahim tinggal di Kanaan. Ia memanggil kemenakannya, Lut supaya berdakwah ke kota-kota maksiat di dataran timur Laut Mati, yang disebut juga Bahr Lut. Kisah indah yang singkat ini dapat kita baca dalam Al-Qur'an (Hµd/11: 69-76). Ibrahim cemas melihat tamutamunya tidak mau menjamah hidangannya. Para tamu yang tak lain adalah para malaikat utusan Allah kepada kaum Lut, dan membawa berita gembira bagi Ibrahim dan Sarah tentang putra Ishak, dan sesudah Ishak Yakub. Istrinya tertawa—mungkin karena gembira atau merasa aneh—bagaimana mungkin Ibrahim yang sudah berumur 100 tahun dan Sarah yang sudah berumur sekitar 90 tahun masih akan punya anak (Kej. 21:1-7). Tetapi tak lama sesudah itu Sarah pun mengandung dan lahirlah Ishak. Kekuasaan Allah memang di luar bayangan manusia.

### Ibrahim sekeluarga di Lembah Mekah

Perjalanan Ibrahim sekeluarga ke lembah Mekah tidak disebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an, selain dari doa Ibrahim (14:37): "Ya Tuhan sesungguhnya Aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah Engkau (Baitullah) ..." Dalam Sejarah Hidup Muhammad Haekal menyebutkan, bahwa Ibrahim, istrinya Hajar dan anaknya Ismail berangkat menuju ke arah selatan. Mereka sampai ke suatu lembah, letak Mekah yang sekarang, lembah yang merupakan tempat para kafilah dari Syam ke Yaman, atau dari Yaman ke Syam memasang kemah. Tetapi pada waktu itu adalah saat paling sepi sepanjang tahun. Ismail dan ibunya oleh Ibrahim ditinggalkan dan ditinggalkannya pula segala keperluannya. Hajar membuat gubuk sebagai tempat berteduh, dia dan anaknya. Dan Ibrahim pun kembali ke tempat semula.

Sesudah kehabisan air dan perbekalan, Hajar melihat ke kanan kiri. Ia tidak melihat sesuatu. Ia terus berlari dan turun ke lembah mencari air. Dalam berlari-lari itu—menurut cerita orang—antara Safa dengan Marwah, sampai tujuh kali, ia kembali kepada anaknya, putus asa. Tetapi ketika itu dilihatnya anaknya sedang mengorek-ngorek tanah dengan kaki, yang kemudian dari dalam tanah itu air memancar. Dia dan Ismail dapat melepaskan dahaga. Disumbatnya mata air itu supaya jangan mengalir terus dan menyerap ke dalam pasir. Anak yang bersama ibunya itu membantu orang-orang Arab yang sedang dalam perjalanan, dan mereka pun mendapat imbalan yang akan cukup menjamin hidup mereka sampai pada musim kafilah yang akan datang. Mata air yang memancar itu berasal dari sumur Zamzam.

# Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah

Sekalipun Ibrahim sudah kembali dan meninggalkan Ismail dan ibunya di lembah yang sekarang disebut Mekah itu, pada waktu-waktu tertentu datang juga ia ke sana menengok mereka. Dalam salah satu kunjungannya ke lembah itu Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar membangun Rumah Suci sebagai tempat ibadah pertama. Maka segera mereka mengangkat sendi-sendi untuk membangunnya (2: 127; 3: 96-97). Disebut sebagai rumah ibadah pertama, karena di seluruh dunia rumahrumah ibadah digunakan untuk penyembahan berhala dan semacamnya. Setelah bangunan selesai, kepada mereka diperintahkan agar Rumah Suci bersih dari segala berhala dan patung, dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah Yang Maha Esa, dan bersifat semesta, tanpa ada perbedaan untuk bangsa atau ras tertentu, dan agar diumumkan kepada segenap umat manusia (2: 125-129, 22: 26-33). Barangkali setelah itu Ibrahim berdoa, agar negeri ini menjadi aman dan makmur serta dijauhkan dari penyembahan berhala, karena manusia sudah banyak yang disesatkan, "barang siapa mengikuti aku, maka ia dari aku, dan barang siapa berdurhaka kepadaku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih." (14: 35-41). Dalam rangkaian itu juga Ibrahim berdoa agar diutus seorang rasul dari mereka, yang kelak akan menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia (2: 129).

## Kisah penyembelihan putra Ibrahim

Tatkala Ibrahim hijrah kepada Tuhan setelah dianiaya oleh masyarakatnya sendiri, ia berdoa memohonkan karunia Tuhan dengan anak laki-laki yang saleh, dan Allah mengabulkan doanya dengan anak laki-laki (Ismail) yang tabah siap menderita. Setelah anak itu mencapai usia dapat berusaha, ayahnya berkata bahwa ia bermimpi menyembelihnya untuk kurban. Bagaimana pendapatnya. Anak itu menjawab, agar perintah itu dilaksanakan. Insya Allah ia akan tetap sabar dan tabah. Sesudah keduanya siap melaksanakan perintah itu, Allah berfirman kepada Ibrahim, bahwa ia telah melaksanakan mimpinya dan sekarang Allah menebus anak itu dengan kurban yang besar. Tuhan mengabadikan Ibrahim dalam kenangan yang baik bagi generasi yang akan datang, dan Allah memberi salam sejahtera bagi Ibrahim sebagai balasan, sebab ia termasuk hamba yang beriman (Q. 37: 99-111).

Demikianlah ikhtisar kisah penyembelihan dalam Al-Qur'an yang dirangkum dalam 13 ayat. Di mana mimpi itu terjadi. Ada yang berpendapat di Mekah dan sekitarnya, ada yang berpendapat di lembah Mina, dan ada pula yang berpendapat di Marwah, tempat Ismail masa kecil. Pengorbanan itu dituntut dari keduanya, dari Ibrahim dan Ismail sebagai ujian bagi mereka.

# Siapa yang Disembelih?

Perbedaan pendapat tentang penyembelihan Ismail serta kurban yang dipersembahkan oleh Ibrahim, sebelum atau sesudah kelahiran Ishak, kadang masih dipertanyakan. Adakah itu terjadi di Palestina atau di Hijaz? Kalangan

Muslimin meyakini bahwa yang disembelih adalah Ismail. Dalam Surah aj-\$\psi\text{ff\pmut}/37: 100 disebutkan bahwa setelah Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan yang saleh. Lalu Allah memberi kabar gembira yaitu menganugerahinya dengan anak yang santun (gul\pmu \frac{\pmu}{al}^m, a\_i-\psi\text{ff\pmut}/37: 101). Anak inilah yang menjadi kurban penyembelihan, namun diganti dengan domba (a\_i-\psi\text{ff\pmut}/37: 107). Setelah itu Allah memberitakan kabar gembira lagi kepada Ibrahim dengan mengaruniainya anak yang bernama Ishak (a\_i-\psi\text{ff\pmut}/37: 112). Dengan demikian, kabar gembira yang pertama jelas bukan untuk Ishak, tapi Ismail yang disebut dengan qul\pm \frac{\pmu}{al}^m.

Kalangan sejarawan Yahudi berpendapat, bahwa yang disembelih itu Ishak (Kej. xxii: 9-12), bukan Ismail. Abdullah Yusuf Ali dalam Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya antara lain menyebutkan: "Versi kita ini mungkin dapat dibandingkan dengan versi Yahudi dan Kristen menurut Perjanjian Lama yang sekarang. Untuk mengagungkan cabang keluarga yang lebih muda, yakni keturunan dari Ishak leluhur Yahudi, sebagai lawan cabang yang lebih tua keturunan dari Ismail leluhur orang Arab, maka cerita turunmenurun orang Yahudi itu menyebutkan bahwa sang kurban itu adalah Ishak. Ishak lahir tatkala Ibrahim berusia 100 tahun (Kej. xxi. 5), dan Ismail lahir ketika Ibrahim berusia 86 tahun (Kej. xvi. 16). Ini berarti Ismail lebih tua 14 tahun dari Ishak. Selama dalam umur 14 tahun itu Ismail sebagai anak tunggal, anak Ibrahim satu-satunya; jadi Ishak tak pernah menjadi anak Ibrahim satu-satunya. Namun dalam membicarakan kurban itu. Perjanjian Lama mengatakan (Kej. xxii. 2): Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergi ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung akan Kukatakan kepadamu." Betapapun juga kesilapan menunjukkan mana terjemahan yang lebih tua, dan bagaimana hal itu sampai tidak terlihat, seperti halnya dengan naskah-naskah Yahudi dewasa ini, hanya untuk kepentingan suatu agama suku. 'Tanah Moria' itu tak jelas; daerah itu jaraknya tiga hari perjalanan dari tempat Ibrahim (Kej. xxii. 4). Untuk menyamakannya dengan bukit Moria yang di tempat itu kemudian didirikan Yerusalem, tak ada bukti, selain bukit Marwah yang dalam tradisi Arab ada hubungannya dengan Ismail." Dalam kesan yang hampir sama kita baca juga dalam *The New American Encyclopedia, "*Abram kawin dengan Sarah, saudara tirinya, tidak beroleh anak. Lalu kawin dengan Hajar dari Mesir, seorang dayang Sarah, sebagai istri kedua. Dengan demikian ia menjadi ayah Ismail. Setelah itu kemudian Sarah melahirkan Ishak."

Setelah Sarah meninggal, Ibrahim kawin dengan Keturah dan memperoleh 6 anak laki-laki. Ibrahim hidup selama 175 tahun dan dikuburkan oleh kedua anaknya Ishak dan Ismail di gua Makhpela di dekat kuburan Sarah, istrinya (Kej. 25. 7-9). Ismail masih mengalami hidup dengan Ibrahim selama 89 tahun dan Ishak selama 75 tahun. Cerita-cerita tentang Ibrahim dan keluarganya dalam Bibel itu, tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Di dalam Al-Qur'an Ibrahim ditampilkan sebagai orang yang sangat dihormati—seperti halnya dengan nabi-nabi yang lain—dan ditekankan sebagai bapak tauhid yang ¥an³f, yang sangat menentang penyembahan berhala, seperti yang dapat kita lihat lebih terinci antara lain dalam Surah al-An'±m/6: 71-82, Surah an-Na¥l/16: 120-123, Surah Maryam/19: 41-48 dan beberapa surah lagi. Nama Ibrahim dalam Al-Qur'an disebutkan dalam 25 surah dan 69 ayat, kadang sangat ringkas, kadang cukup panjang, terbanyak dalam Surah al-Bagarah.

Selain dari Aİ-Qur'an, dan beberapa hadis, sumber satu-satunya mengenai sejarah dan keberadaan agama samawi itu hanya dari Bibel, terutama Perjanjian Lama. Tetapi Bibel dan Al-Qur'an, keduanya bukanlah kitab sejarah. Kisah-kisah dalam Bibel sering dilengkapi dengan data sejarah, genealogi dan geografi sampai pada angka tahun, sementara Al-Qur'an hanya merekam inti dan arti kerohaniannya. Dalam hal ini orang masih perlu berhati-hati, seperti diterangkan dalam *Encyclopedia Britannica*, dan kalangan ilmuwan juga mengingatkan. Studi mengenai Ibrahim ini didasarkan pada dokumentasi Bibel, terutama Kitab Kejadian, yang harus dilihat secara kritis terjemahan kitab pertama Perjanjian Lama itu, seperti yang ditulis oleh E. A. Speiser dan beberapa ilmuwan lain, berdasarkan data arkeologis yang mereka lakukan.

#### Munasabah

Pada ayat yang lalu, Allah swt telah menerangkan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada manusia. Pada ayat-ayat ini, dijelaskan tentang doa Nabi Ibrahim bagi keturunannya agar terhindar dari penyembahan berhala dan selalu melaksanakan salat. Juga diterangkan ungkapan syukur dengan anugerah berupa dua orang putra, yaitu Ismail dan Ishak.

#### Tafsir

(35-36) Pada ayat-ayat ini, Allah swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada umatnya kisah di waktu Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, agar doa itu menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang Arab waktu itu, karena Ibrahim a.s. itu adalah cikal-bakal dan asal keturunan mereka. Doa itu ialah: Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri Mekah ini, negeri yang aman, tenteram, dan sentosa, serta terpelihara dari peperangan dan serangan musuh. Doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan Tuhan, dan Dia telah menjadikan negeri Mekah dan sekitarnya, menjadi tanah dan tempat yang aman bagi orang-orang yang berada di sana. Di negeri itu dilarang menumpahkan darah, menganiaya orang, membunuh binatang, dan menebang tumbuh-tumbuhan yang berada di sana. Allah berfirman:

# ٱۅؘڵؘم۫ؽڒۘۅؙٳٳؾۜٵڿعۘڵڹٵڂڒؠٵٳؗڡؚڹٵۊۜۑؙؾڂڟڡٛٳڵؾۜٵۺڡۣڹٝڂۅ۫ڸۣۼۣؠٞؖٲڣۜۑؚٳڵٛڹٳڟؚڸؽؙۊ۫ڡؚڹٛۅ۫ڹٛۅؘۑڹۣۼۘڡڐؚٳڵؗۑ ؽڴۿۯؙۏؙڹ

Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Mengapa (setelah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? (al-'Ankabut/29: 67)

Orang-orang Arab dan orang-orang yang berdiam di sekitar Jazirah Arab, sejak dahulu hingga sekarang tetap memandang suci dan menghormati tanah haram itu. Bangsa Arab dahulu adalah bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang merasa terhina seandainya mereka tidak dapat menuntut bela atas pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kabilah terhadap anggota kabilahnya. Penuntutan bela itu merupakan suatu kewajiban suci untuk membela kehormatan kabilahnya yang telah ternoda itu. Oleh karena itu, mereka akan mengadakan penuntutan bela pada setiap kesempatan yang mungkin mereka lakukan. Kecuali jika mereka bertemu di tanah haram, mereka tidak akan melakukan penuntutan bela. Mereka menunggu di luar tanah haram. Setelah musuhnya itu keluar dari tanah haram, barulah mereka melakukan pembalasan dendam itu.

Demikian pula tanah haram itu dihormati dan terpelihara dari maksud jahat orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah dan mengotorinya. Sebagaimana yang pernah dilakukan dan dialami oleh Abrahah, qubernur Ethiopia dan tentaranya. Abrahah yang beragama Nasrani itu dapat menaklukkan Yaman yang beragama Yahudi. Ia bermaksud mengembangkan agama Nasrani di Yaman dan menciptakan Yaman menjadi pusat agama Nasrani di Jazirah Arab. Ia mengetahui pula bahwa orang-orang di Jazirah Arab sangat menghormati Ka'bah. Karena itu ia ingin memalingkan perhatian orang dari menghormati dan mengunjungi Ka'bah kepada menghormati dan mengunjungi suatu tempat atau bangunan yang ada di Yaman. Untuk memenuhi keinginannya itu, dibuatlah sebuah gereja besar dan megah di Yaman, namun penduduk Jazirah Arab tidak tertarik minatnya untuk mengunjungi, apalagi menghormati bangunan tersebut. Karena itu timbullah amarah Abrahah, maka disiapkannya pasukan tentara yang mengendarai gajah untuk menyerbu Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Sekalipun ia dan tentaranya tidak mendapat perlawanan sedikit pun dari orang Mekah waktu itu, tetapi Allah swt menghancurkan Abrahah dengan tentaranya sampai mereka cerai berai.

Peristiwa kehancuran Abrahah dan bala tentaranya sewaktu menyerang Mekah ini, dilukiskan Allah swt dalam firman-Nya:

# ٱلدُتَركَيْفَ فَعَلَرَبُكَ بِأَصْلِ الْفِيْلِ ﴿ الْمَرْيَجُعَلْكَيْدُهُمْ فِي تَضْلِيْلٍ ﴿ وَارْسُلَ عَلَيْمَ طَيْرًا ٱبَابِيْلُ ۚ ﴿ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةِ مِّنْ سِجِيْلٍ ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۚ ۞

Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikan-Nya seperti daun-daun yang dimakan (ulat). (al-F³I/105: 1-5)

Pada hadis-hadis Rasulullah saw, banyak diterangkan tentang penetapan tanah Mekah sebagai tanah haram. Bahkan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukh±r³ ditegaskan bahwa tanah Mekah telah ditetapkan Allah sebagai tanah haram sejak Allah menciptakan langit dan bumi:

عَنْ صَفَيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ. فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يَأْخُذُ حَوْطَتَهَا الاَّ مُنْشَدٌ. (رواه البخاري)

Dari ¢afiyah binti Syaibah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw berkhotbah pada hari penaklukan Mekah, beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram pada hari penciptaan langit dan bumi, maka Dia mengharamkannya sampai hari kiamat, tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhannya, tidak boleh diburu binatangnya dan tidak boleh mengambil barang temuannya kecuali orang yang akan mengumumkan." (Riwayat al-Bukh±r³)

Nabi Muhammad saw pernah berdoa kepada Allah swt agar Madinah dijadikan juga sebagai tanah haram. Doa itu diucapkan Rasulullah pada waktu kaum Muslimin menghadap beliau pada permulaan musim buahbuahan, untuk menghadiahkan buah-buahan itu kepada beliau. Tatkala beliau memegang buah-buahan yang diberikan itu, beliau berdoa:

Wahai Tuhan, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu, dan nabi-Mu. Demikian pula aku adalah hamba dan nabi-Mu. Sesungguhnya Ibrahim telah berdoa kepada-Mu untuk Mekah, dan sesungguhnya aku berdoa pula untuk Madinah seperti ia mendoakan kepada-Mu untuk Mekah dan semisalnya (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Ibrahim juga berdoa agar ia dan keturunannya dihindarkan Allah swt dari perbuatan menyembah berhala, karena perbuatan itu menyesatkan manusia dari jalan yang benar ke jalan yang salah. Selanjutnya, Ibrahim menerangkan bahwa siapapun di antara anak cucunya itu yang mengikutinya, yaitu beriman kepada Allah dengan sepenuh hati, memurnikan ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah semata, itulah orang-orang yang mengikuti agamanya. Sebaliknya siapa pun di antara anak cucunya itu yang tidak mengikuti agamanya, dan tidak mengikuti petunjuk Allah yang telah disampaikannya, maka Allah Maha Pengampun Mahakekal rahmat-Nya, Maha Penerima Tobat dengan menuntun manusia ke jalan yang benar.

Hal ini berarti bahwa siapapun yang mengakui sebagai pengikut Nabi Ibrahim a.s., tentulah ia menganut agama yang berdasarkan tauhid, mengakui bahwa Tuhan itu Esa tidak beranak, tidak dilahirkan atau diciptakan, dan tidak berserikat dengan sesuatupun, sebagaimana pengakuan penganut-penganut agama yang menyatakan bahwa asal agama mereka ialah agama Nabi Ibrahim. Mustahil jika suatu agama menyatakan sebagai pengikut ajaran Ibrahim padahal mereka mempersekutukan Allah, dan tidak memurnikan ketaatan dan ketundukan kepada Allah semata.

Doa Nabi Ibrahim ini tidak seluruhnya dikabulkan Allah karena banyak pula anak cucunya yang durhaka kepada Allah, di samping banyak pula yang beriman, bahkan ada pula yang diangkat menjadi nabi dan rasul.

Pada ayat yang lalu Allah swt menerangkan bahwa setelah Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul, ia pun berdoa pula agar anak cucunya di kemudian hari diangkat pula menjadi nabi dan rasul, tetapi Allah swt menjawab bahwa tidak seluruh doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan Tuhan, karena orang-orang yang zalim, walaupun anak seorang nabi dan rasul, mustahil diangkat menjadi nabi dan rasul, seperti bapak dan kakeknya. Allah swt berfirman:

# وَإِذِابْتَكَى إِبْرُهِمَرَبُهُ بِكَلِمْتٍ فَاتَنَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنَ ذُرِيَتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِيْنَ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman, "(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." (al-Baqarah/2: 124)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kaum Muslimin dilarang mengangkat orang-orang zalim sebagai pemimpin-pemimpin yang akan mengurus urusan mereka. Yang akan diangkat menjadi pemimpin itu hendaklah orang-orang yang masih berjiwa bersih, suka mengerjakan amal-amal yang saleh,

melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menghentikan larangan-larangan-Nya.

(37) Ayat ini menerangkan saat Ibrahim a.s. akan kembali ke Palestina menemui istrinya Sarah, meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail yang masih kecil di Mekah, di tengah-tengah padang pasir yang tandus, tanpa ditemani oleh seorang manusia pun dan tanpa bekal untuk keluarganya yang ditinggalkan. Waktu itulah ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, mohon agar keluarganya itu dilindungi dan diselamatkan dari segala bahaya dan bencana yang mungkin akan menimpanya.

Ibrahim a.s. adalah nabi dan rasul yang diutus menyeru raja Namru®, raja Babilonia dan rakyatnya, agar mereka mengikuti agama Allah. Setelah menerima siksaan, halangan, dan ancaman dari raja Namru® dan pengikut-pengikutnya, Ibrahim meninggalkan Babilonia dan akhirnya menetap di Palestina, bersama istrinya Sarah dan pembantu istrinya seorang wanita yang bernama Hajar. Karena Sarah wanita yang mandul, maka Ibrahim a.s. tidak mempunyai seorang putra pun, sedang umurnya telah menginjak masa tua. Sekalipun demikian keinginannya untuk mempunyai seorang putra tetap merupakan cita-cita yang selalu diidam-idamkannya. Oleh karena itu, dinikahinya pembantu istrinya bernama Hajar itu setelah mendapat izin dan persetujuan dari Sarah. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putra yang bernama Ismail dan dengan kelahiran itu pula, terkabullah cita-cita Ibrahim yang diingininya selama ini.

Kesayangan Ibrahim kepada putranya Ismail dan bertambah cintanya kepada Hajar menimbulkan rasa cemas dan iri hati pada diri Sarah. Cemas karena khawatir akan berkurang cinta Ibrahim kepadanya, dan iri hati karena ia sendiri tidak dapat memenuhi keinginan Ibrahim untuk memperoleh seorang putra sebagai penerus hidupnya, sedang pembantunya Hajar dapat memenuhi keinginan suaminya. Sarah menyampaikan perasaan hatinya itu kepada suaminya Ibrahim, dan meminta dengan sangat agar Ibrahim membawa dan menjauhkan Hajar dan putranya Ismail darinya. Dengan demikian, ia tidak lagi melihat kebahagiaan Hajar dan semakin bertambah dewasanya Ismail. Ibrahim dapat merasakan betapa dalam cintanya kepada Sarah. Ia pun khawatir kalau-kalau Sarah sedih jika permintaan itu tidak dikabulkan. Oleh karena itu, Ibrahim pun mengabulkan permintaan Sarah. Maka dibawanya Hajar dan putranya, Ismail yang masih kecil, berjalan mengikuti untanya tanpa mengetahui tujuannya, dalam keadaan iba dan terharu mengingat nasib yang akan dialami oleh istrinya dan putranya nanti. Dalam keadaan yang demikian, tanpa disadarinya, sampailah ia ke daerah yang asing baginya, suatu daerah yang terletak di antara bukit-bukit batu yang gersang, yang sekarang bernama kota Mekah.

Pada waktu itu, Mekah merupakan daerah dataran rendah padang pasir yang belum didiami oleh seorang manusia pun. Tidak ditemukan suatu sumber air. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukh±r³ bahwa di tempat itu terdapat sebatang pohon kayu, dan di bawah pohon itulah Ibrahim

dan keluarganya berteduh dan melepaskan lelah dari perjalanan yang jauh dari Palestina sampai ke Mekah sekarang ini.

Setelah beberapa hari Ibrahim menemani Hajar dan putranya di tempat itu, ia pun teringat kepada istrinya Sarah yang ditinggalkannya di Palestina. Ingin kembali ke Palestina, ia tak sampai hati pula meninggalkan Hajar dan putranya. Dalam keadaan demikian, ia pun memutuskan akan kembali ke Palestina dan meminta persetujuan dari Hajar. Di waktu ia meminta persetujuan dan kerelaan hati Hajar, maka Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu agar aku ditempatkan di daerah sunyi lagi tandus ini?" Ibrahim menjawab, "Benar." Hajar menjawab, "Jika demikian, Dia (Allah) tidak menyia-nyiakan kita."

Maka berangkatlah Ibrahim ke Palestina, menemui istrinya Sarah dan meninggalkan istri dan putranya Ismail yang masih kecil di tempat itu, di tengah-tengah panas matahari membakar padang pasir, tanpa rumah tempat berteduh, dan perbekalan yang cukup, kecuali sekendi air untuk pelepas haus. Ketika Hajar dan putranya sampai kepada suatu tempat, yang waktu itu semua perbekalan dan air minum telah habis, putranya Ismail menangis kehausan, sedang air susunya tidak mengalir lagi. Ia bermaksud mencari air, dan ditidurkannya putranya di bawah pohon tempat ia berteduh. Ia pun pergi ke mana saja yang dianggapnya ada air, namun ia tidak menemukannya setetes pun. sehingga, tanpa disadarinya ia telah berlari-lari kecil pulang balik tujuh kali antara bukit Safa dan bukit Marwah, tetapi ia belum juga memperoleh air barang setetes pun. Maka dengan rasa sedih dan putus asa, ia kembali ke tempat putranya yang ditinggalkan. Waktu itu Ismail sedang menangis kehausan sambil memukul-mukulkan kakinya ke tanah. Hajar pun berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.

Dalam keadaan yang demikian, Ibrahim yang sedang melanjutkan perjalanannya ke Palestina, ingat akan istri dan putranya yang ditinggalkan dan nasib yang mungkin sedang dideritanya, karena diperkirakan makanan dan air yang ia tinggalkan telah habis. Lalu ia pun berdoa sebagaimana terdapat dalam ayat itu, "Wahai Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian keturunanku, yaitu istri dan anakku Ismail, yang akan melanjutkan keturunanku, di lembah padang pasir yang tandus lagi gersang, di dekat tempat akan didirikan Ka'bah, rumah-Mu nanti, yang dihormati, yang Engkau akan melarang manusia mencemarkan kehormatannya, dan yang akan Engkau jadikan daerah sekitarnya sebagai daerah haram, yaitu dilarang di tanah itu berperang dan menumpahkan darah."

Doa Ibrahim dan istrinya Hajar itu dikabulkan Tuhan. Waktu itu juga, terpancarlah air dari tanah bekas pukulan kaki anaknya Ismail yang sedang menangis. Di saat itu pula, timbullah pada diri Hajar rasa syukur kepada Allah atas rahmat-Nya yang tiada terhingga, dan timbullah dalam hatinya harapan akan kelangsungan hidupnya dan putranya lalu diminumkannya air itu kepada putranya Ismail. Karena khawatir air itu habis dan lenyap kembali ke dalam pasir, maka ia mengumpulkan air itu dengan tangannya, seraya

berkata, "Zam! Zam! (Berkumpullah! Berkumpullah!)" Dan terkumpullah air itu, tidak kering-kering sampai sekarang dan bernama Telaga Zamzam.

Dengan adanya Telaga Zamzam di tempat itu, banyaklah orang yang lewat meminta air ke sana. Tatkala Bani Jurhum melihat adanya sumber air di tempat itu, maka mereka minta izin kepada Hajar tinggal bersama di sana, dan Hajar pun mengabulkan permintaan itu. Sejak itu, mulailah kehidupan di daerah yang tandus itu, semakin hari semakin banyak pendatang yang menetap. Akhirnya timbullah negeri dan kebudayaan, sehingga daerah tersebut menjadi tempat jalan lintas perdagangan antara barat dan timur.

Setelah Ismail dewasa, ia menikah dengan salah seorang wanita Bani Jurhum, pendatang baru itu, yang kemudian menurunkan keturunan yang merupakan cikal-bakal penghuni negeri itu. Keturunan itu berkembang biak, mendiami negeri Mekah dan sekitarnya. Dari keturunan Ismail inilah nanti, lahir Nabi Muhammad di kemudian hari, sebagai nabi dan rasul Allah yang penghabisan.

Dalam ayat di atas, selanjutnya diterangkan bahwa Ibrahim a.s. berdoa kepada Tuhan agar memelihara keturunannya yang ada di Mekah, menjadikan mereka sebagai orang-orang taat mengerjakan salat, menghambakan dan menundukkan dirinya kepada Tuhan. Ia juga meminta agar Tuhan menjadikan hati manusia cenderung, cinta, dan kasih kepada keturunannya itu, diberi rezeki, dan didatangkan bahan makanan dan buah-buahan ke negeri yang tandus itu, karena di negeri itu tidak mungkin hidup tumbuh-tumbuhan yang diperlukan sebagai bahan makanan.

Doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah swt. Terbukti sejak dahulu hingga sekarang banyak manusia yang mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta melihat bekas peninggalan-peninggalan dan perjuangan Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya. Demikian pula banyak didatangkan ke bumi yang tandus itu pelbagai macam barang keperluan yang diperlukan penghuni negeri itu, seperti bahan makanan, buah-buahan, dan barang pakaian sampai barang mewah.

Penganugerahan karunia yang berlipat ganda itu ditegaskan dalam firman Allah swt:

Dan mereka berkata, "Jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami." (Allah berfirman) Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (al-Qa¡a¡/28: 57)

Allah swt menganugerahkan rezeki dan kekayaan yang banyak kepada penduduk dan negeri Arab itu agar mereka mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga Baitullah, melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan menghentikan larangan-larangan-Nya.

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama hidup di dunia ini, adalah untuk keperluan beribadah kepada Tuhan. Dengan hasil yang diperoleh itu, dapat disempurnakan pelaksanaan perintah-perintah Allah dan penghentian larangan-Nya, bukan semata-mata untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri.

(38) Selanjutnya Nabi Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui segala yang tersimpan dalam hati kami termasuk di dalamnya segala yang tersirat dan tergores dalam hati kami. Engkau mengetahui pula segala yang kami ucapkan dan nyatakan termasuk di dalamnya doa-doa yang telah kami panjatkan kepada Engkau. Tidak ada sesuatupun yang tidak Engkau ketahui segala yang ada di bumi maupun di langit, karena semua itu hanya Engkaulah yang menciptakan, memiliki, dan mengaturnya, perkenankanlah doa kami, Ya Tuhan kami."

Ayat ini mengajarkan kepada kaum Muslimin cara-cara berdoa yang baik sesuai dengan ketentuan agama, yaitu berdoa dengan hati yang bersih, penuh keyakinan akan kebesaran dan kekuasaan Allah, dan isi doa itu melukiskan keinginan untuk menyempurnakan penghambaan diri kepada Tuhan, bukan untuk mencapai sesuatu cita-cita untuk kepentingan dan kesenangan diri dan merugikan orang lain. Doa yang dimohonkan Nabi Ibrahim itu ditujukan agar Tuhan menjadikannya dan anak cucunya hamba Allah yang taat, dan agar anak cucunya itu diberi rezeki, sehingga dengan rezeki itu mereka dapat menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah. Dengan rezeki itu pula, mereka dapat membela dan mengembangkan agama Allah serta menjadi pelayan dan khadam Ka'bah, rumah Allah.

(39) Ibrahim a.s. memanjatkan puja kepada Allah, Tuhan Semesta Alam, yang telah menganugerahkan kepadanya dua orang putra yang terbaik, di saat-saat ia dan istrinya telah lanjut usia, tidak mungkin mempunyai putra lagi, bahkan istrinya Sarah telah putus asa dan merasa dirinya tidak mungkin lagi mempunyai anak. Waktu itulah ia dianugerahi putra yang bernama Ishak dan sebelumnya ia telah dianugerahi putra dari istrinya Hajar.

Sekalipun Sarah telah sangat tua dan tidak mungkin lagi melahirkan anak, tetapi keinginan mempunyai putra selalu menjadi idamannya, lebih-lebih setelah mendengar Ismail telah bertambah dewasa, selalu dikunjungi oleh suaminya Ibrahim, ke tempat ia dibesarkan di Mekah yang sangat jauh jaraknya dari Palestina. Timbul rasa iri hatinya kepada Hajar, bekas pembantunya, apalagi setelah dinikahi Ibrahim atas izinnya pula. Ditambah pemikiran Sarah, kenapa pembantunya dikaruniai Allah swt seorang putra, sedangkan dia sendiri belum juga lagi dianugerahi. Rasa iri itu semakin lama semakin besar. Dalam keadaan demikianlah, malaikat datang kepada dua orang suami istri yang telah lanjut usia itu, menyampaikan perintah Allah

untuk memberitahukan berita gembira bahwa mereka akan dianugerahi Allah seorang putra yang bernama Ishak, seorang anak laki-laki yang akan diangkat menjadi nabi dan rasul di kemudian hari.

Berita itu diterima oleh Ibrahim, terutama Sarah, dengan rasa heran dan tidak percaya, tetapi penuh harapan. Ia hampir tidak percaya berita itu karena umurnya telah terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan anak. Menurut kelaziman, wanita yang seumur dia mustahil melahirkan anak. Sekalipun demikian, ia juga mempunyai harapan karena berita itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan oleh malaikat pesuruh-Nya. Ia yakin dan percaya bahwa Tuhan kuasa menciptakan yang dikehendaki-Nya, semua mudah bagi Tuhan.

Penyampaian berita oleh malaikat kepada Ibrahim dan Sarah bahwa mereka akan mempunyai putra, dilukiskan dalam firman Allah swt:

وَامْرَاتُهُ قَآمِيمَةُ فَضَحِكَتْ فَلِشَرْنِهَا بِالسِّحْقُ وَمِنْ وَرَآءِ اِسْحْقَ يَعْقُوْبُ ﴿ قَالَتْ لُولَالَهُ وَالْمَرَانُهُ اللهِ عَلَيْ مَنْ اَمْرِاللهِ مَا لَهُ وَاللهِ عَلَيْ مَنْ اَمْرِاللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُو اَهْلَ الْبَيْتِ النَّهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُو اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُو اَهْلَ الْبَيْتِ النَّهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُو اللهِ وَبَرَكُتُهُ عَلَيْكُواهُ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللهِ وَبَرَكُمْ اللّهِ وَالْمَرَالُهُ اللّهِ وَاللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَالَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishak dan setelah Ishak (akan lahir) Yakub. Dia (istrinya) berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Mereka (para malaikat) berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat dan berkah Allah, dicurahkan kepada kamu, wahai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih." (Hµd/11: 71-73)

Dan firman Allah swt:

قَ الْوُا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نَبْكِيْرُكَ بِعُلْمِ عَلِيْمٍ ۞ قَالَ اَبَشَرُتُمُونِيْ عَلَى اَنْ مَسَنِي الْكِبُرُ فَيِمَ ثَبَيْقِ رُقُونَ ۞ قَالُ وَمَنْ يَقَنَطُ مِنْ ثَبَيْ رُونَ ۞ قَالُ وَمَنْ يَقَنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَيِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ۞ وَهُنَ يَقَنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَيِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ۞

(Mereka) berkata, "Janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang pandai (Ishak)." Dia (Ibrahim) berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, lalu (dengan cara) bagaimana kamu memberi (kabar gembira) tersebut?" (Mereka) menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang

berputus asa." Dia (Ibrahim) berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat." (al-¦ijr/15: 53-56)

Ibrahim memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, yang Maha Pemurah atas anugerah-Nya yang lain, yaitu mengabulkan doa-doanya, seperti menjadikan tanah Mekah dan sekitarnya sebagai tanah haram, menjadikan dia dan sebagian keturunannya orang yang saleh bahkan mengangkat dua orang putranya, Ismail dan Ishak, menjadi nabi dan rasul.

Apa yang dirasakan Ibrahim a.s. waktu memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan ini dapat dimaklumi, betapa bahagianya ia dan keluarganya setelah berusaha dengan keras, mengalami cobaan-cobaan yang sangat berat, mendapat halangan dan rintangan dari bapak dan kaumnya, kemudian pada saat umurnya dan istrinya semakin tua, ia melihat semua hasil usahanya itu, hampir semua yang pernah dimohonkannya kepada Tuhan dahulu, dikabulkan. Bahkan cita-citanya memperoleh keturunan, yang semula dirasakannya tidak akan mungkin terwujud, kemudian atas kehendak Tuhan Yang Maha Pemurah, akhirnya terkabul juga, sehingga lahirlah putra yang kedua, yaitu Ishak.

(40) Pada ayat ini dilukiskan lagi pernyataan syukur Ibrahim pada Allah atas segala rahmat-Nya. Ia bertambah tunduk dan patuh kepada Allah, dan berdoa agar Allah menjadikan keturunannya selalu mengerjakan salat, tidak pernah lalai mengerjakannya sedikit pun, sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan sempurna pula hendaknya mengerjakan sunah-sunahnya dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan.

Ibrahim a.s. berdoa agar keturunannya selalu mengerjakan salat, karena salat itu adalah pembeda antara mukmin dan kafir dan merupakan pokok ibadah yang diperintahkan Allah. Orang yang selalu mengerjakan salat, akan mudah baginya mengerjakan ibadah-ibadah lain dan amal-amal saleh. Salat dapat mensucikan jiwa dan raga karena salat dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah swt:

# وَاقِيدِ الصَّلَوَةَ ۚ اِتَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِّ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ ۗ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

...dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-'Ankabut/29: 45)

Ibrahim a.s. memohon kepada Allah swt agar menerima ibadahibadahnya. Keinginan beribadah kepada Tuhan ini lebih diutamakannya dari keinginan mengikuti kehendak bapaknya, sebagaimana firman Allah swt:

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdo'a kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdo'a kepada Tuhanku." (Maryam/19: 48)

Yang dimaksud dengan doa dalam ayat ini adalah ibadah. Rasulullah saw menyatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah swt:

Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka menyucikan-Nya dan hanya kepada-Nya mereka bersujud. (al-A'r±f/7: 206)

(41) Ibrahim a.s. berdoa agar Allah mengampuni segala kesalahannya, kesalahan ibu-bapaknya, dan kesalahan orang-orang yang beriman pada hari dimana Allah menghimpun mereka untuk dihisab segala amal dan perbuatannya yang telah dikerjakan semasa hidup di dunia dahulu.

Diriwayatkan dari al-Hasan bahwa ibu Ibrahim adalah seorang yang beriman kepada Allah, sedang bapaknya adalah orang yang kafir. Ia memohonkan ampun bagi bapaknya itu karena ia pernah berjanji akan memohon ampun bagi bapaknya. Akan tetapi, tatkala ternyata bapaknya tetap dalam kekafirannya dan menjadi musuh Allah, maka ia berlepas diri darinya, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

Adapun permohonan ampunan Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. (at-Taubah/9: 114)

# Kesimpulan

- 1. Nabi Ibrahim a.s. berdoa kepada Allah swt agar:
  - Menjadikan negeri Mekah dan sekitarnya negeri yang aman dan tenteram, tidak dibolehkan seseorang menganiaya atau menumpahkan darah di dalamnya.
  - b. Menjauhkan keturunannya dari perbuatan mempersekutukan Tuhan karena perbuatan mempersekutukan Tuhan itu menyesatkan manusia.
  - c. Memelihara keturunannya yang telah ditempatkannya di dekat tempat akan didirikan Ka'bah, rumah Allah nanti, dengan menjadikan mereka orang yang selalu mengerjakan salat, menjadikan hati

- manusia cenderung kepada mereka, mendatangkan ke negeri yang tandus dan kering itu makanan, buah-buahan, dan keperluan-keperluan lain, karena tidak dapat ditumbuhi tanam-tanaman.
- 2. Nabi Ibrahim a.s. memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, karena Allah swt telah memperkenankan doanya, serta menganugerahi dua orang putra utama, yaitu Ismail dan Ishak, yang keduanya diangkat Allah di kemudian hari menjadi nabi dan rasul.
- 3. Nabi Ibrahim a.s. mengkhususkan salat dalam doanya dari ibadah-ibadah yang lain, karena salat itu adalah pokok ibadah.
- 4. Nabi Ibrahim a.s. memohon kepada Tuhan agar mengampuni bapaknya yang kafir karena ia pernah berjanji kepada bapaknya untuk memohonkan ampun kepada Allah, tetapi ternyata bapaknya tetap ingkar, ia pun berlepas diri darinya.
- 5. Berdoa merupakan tanda iman dan tawaduk seorang muslim yang ditujukan untuk diri, keluarga, dan orang lain.

### ORANG ZALIM PASTI MENDAPAT AZAB

وَلاَتَخْسَكُنَّ اللَّهُ عَالِمُ عَلَى الْعُمَلُ الظّٰلِمُ وَنَ الْمَايُوجِ وَهُمُ لِيَوْمِ تَشَخَصُ فِي عِلَى الْأَبْصَالُ ﴿ هُمُ هُطِعِيْنَ مُقَنِعِي رُبُ وَسِهِ مُلاَيرُتَ اللَّهِ مُ طَرَّفَهُ مُ وَافْهِ مَ الْمَالُ ﴿ هُمُ هُطِعِيْنَ مُقَنِعِي رُبُ وَسِهِ مُلاَيرُتُ اللَّهِ مُ طَرَّفَهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالَ وَاللَّامُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّامُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ وَاللَّامُ وَاللَّالَمُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ وَاللَّالَمُ وَاللَّالَّالَ وَاللَّالَ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَ وَاللَّالَّالَ وَاللَّالَ وَاللَّالَ اللَّالَ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالَ اللَّالَّالَ اللَّالِمُ وَا اللَّالَمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُولِلَا الللَّالَ الللْمُولِولِمُ اللَّالِمُولَالِمُ الللْمُولِمُ الللَّا

Terjemah

(42) Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak, (43) mereka datang tergesa-gesa (memenuhi panggilan) dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. (44) Dan berikanlah peringatan (Muhammad) kepada manusia pada hari (ketika) azab datang kepada mereka, maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan (kembali ke dunia) walaupun

sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." (Kepada mereka dikatakan), "Bukankah dahulu (di dunia) kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? (45) Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka dan telah Kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan."

(Ibr±h³m/14: 43) مُهْطعيْن (Ibr±h³m/14: 43)

Muh i'an, terulang sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam ayat ini, Surah al-Qamar/54: 8, dan dalam Surah al-Ma'±rij/70: 36. Kata tersebut merupakan isim sifat, dari ah a'a - yuh i'u - ih ±'an. Para ulama berbeda pendapat dalam memberi arti kata tersebut. Pertama, al-ih ±' artinya melihat dengan tidak berkedip, dengan terbelalak. Ini pendapat Mujahid, al-¬ahhak, dan Abu al-¬µha. Kedua, artinya tergesa-gesa, misalnya: ah a' al-ba'ir fi sairihi, artinya: unta itu tergesa-gesa jalannya. Ini pendapat al-¦ asan, Said bin Jubair, Qatadah, dan Abu Ubaidah. Ketiga, artinya tidak mengangkat kepala. Dalam kaitan ayat ini, muh i'an tampaknya lebih sesuai dengan pendapat yang pertama, yakni mereka para orang zalim itu akan terbelalak mata mereka dan tidak berkedip. Pilihan tersebut berdasar pada qarinah (indikator) yang terdapat dalam ayat, la yartaddu ilaihim arfuhum (mata mereka tidak berkedip).

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt telah menerangkan tentang doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan Allah di kemudian hari, yaitu yang berkaitan dengan kota Mekah dan keistimewaannya, tentang banyaknya orang yang sesat, dan dia memohon agar dijaga dari kesesatan, serta memohon ampunan pada hari Kiamat. Ayat-ayat berikut ini merupakan penawar hati Rasulullah dan kaum Muslimin serta ancaman keras bagi orang-orang yang zalim. Allah swt tidak pernah lengah atau lalai terhadap semua tindakan mereka. Penangguhan azab bagi mereka bukanlah berarti bahwa Allah swt memperingatkan Nabi Muhammad saw bahwa Dia sekali-kali tidak akan menyalahi janji yang telah diberikan-Nya kepada para nabi dan rasul. Semua janjinya pasti ditepati dan kaum Muslimin pasti mencapai apa yang dicita-citakannya.

#### **Tafsir**

(42) Disebutkan dalam sejarah bahwa orang musyrik Mekah selalu menghalang-halangi dan menentang Nabi Muhammad dan para sahabat dalam melaksanakan dakwah sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka. Semakin hari halangan dan rintangan itu semakin bertambah, bahkan sampai kepada penganiayaan dan pemboikotan. Banyak para sahabat yang dianiaya. Mereka tidak mau mengadakan hubungan jualbeli, hubungan persaudaraan dan hubungan tolong-menolong dengan kaum

Muslimin. Demikian beratnya siksaan dan penganiayaan itu hampir-hampir para sahabat Nabi berputus asa. Sementara itu orang-orang musyrik kelihatannya seakan-akan diberi hati oleh Allah dengan memberikan kekuasaan dan kekayaan harta. Tindakan mereka semakin hari semakin membabi buta.

Dalam keadaan yang demikian, Allah memperingatkan Nabi Muhammad saw dengan ayat yang menyatakan, "Wahai Muhammad, janganlah kamu menyangka Allah swt lengah dan tidak memperhatikan tindakan dan perbuatan orang-orang musyrik Mekah yang zalim itu. Tindakan dan perbuatan mereka itu adalah tindakan dan perbuatan yang menganiaya diri mereka sendiri. Allah pasti mencatat segala perbuatan mereka. Tidak ada satupun yang luput dari catatannya. Semua tindakan dan perbuatan mereka itu akan diberi balasan yang setimpal. Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala di akhirat nanti."

Dengan turunnya ayat ini, hati Nabi dan para sahabat menjadi tenteram. Semangat juang mereka bertambah. Mereka meningkatkan usaha mengembangkan agama Allah. Semakin berat tekanan dan penganiayaan yang dilakukan kaum musyrikin, semakin bertambah pula usaha mereka menyiarkan agama Islam, karena mereka percaya bahwa Allah pasti akan menepati janji-Nya.

Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, tetapi yang dimaksud ialah seluruh umat Nabi Muhammad, termasuk umatnya yang hidup pada masa kini. Oleh karena itu, kaum Muslimin tidak perlu terpengaruh oleh kehidupan orang-orang yang zalim yang penuh kemewahan dan kesenangan, seakan-akan mereka umat yang disenangi Allah. Semuanya itu hanyalah merupakan cobaan Tuhan dan sifatnya sementara, sampai kepada waktu yang ditentukan, yaitu hari yang penuh dengan huru-hara dan kesengsaraan, di suatu hari dimana mata manusia membelalak ketakutan menghadapi balasan yang akan diberikan Allah.

(43) Pada ayat ini, Allah swt menerangkan keadaan orang-orang yang zalim selama hidup di dunia, yaitu keadaan mereka dibangkitkan dari kubur, kemudian menuju Padang Mahsyar, mereka datang bergegas memenuhi panggilan penyeru yang menyeru mereka dengan penuh kehinaan. Keadaan mereka seperti orang yang akan menjalani hukuman gantung. Mereka berjalan menuju ke depan dengan tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, pelupuk mata mereka tidak bergerak dan mata mereka tidak berkedip sedikit pun. Hati mereka waktu itu dalam keadaan kosong dan hampa, tidak memikirkan sesuatupun kecuali rasa takut menghadapi azab mengerikan yang segera akan menimpa mereka.

Pada ayat lain, Allah swt melukiskan keadaan orang-orang kafir yang dibangkitkan dari kubur, yaitu:

# فَتُوَلَّ عَنْهُمْ يُومَ يَدُعُ الدَّاعِ إِلَى مَنَيْءٍ نُكُرٍ ﴿ خُشَعًا اَبْصَادُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ الْاَجَدَاثِ كَانَهُمْ جَوَادُ مُنْتَشِرُ ﴿ مُهُطِعِينَ إِلَى الدَّاعَ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هٰذَا يَوْمُ عَسِرُ ﴿

Maka berpalinglah engkau (Muhammad) dari mereka pada hari (ketika) penyeru (malaikat) mengajak (mereka) kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan), pandangan mereka tertunduk, ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang beterbangan, dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, "Ini adalah hari yang sulit." (al-Qamar/54: 6-8)

Dan firman Allah swt:

(Yaitu) pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia), pandangan mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka. (al-Ma'±rij/70: 43-44)

(44) Pada ayat ini, Allah swt memerintahkan agar memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang musyrik Mekah, yaitu tentang keluhan dan rintihan yang keluar dari mulut mereka ketika azab menimpa mereka di akhirat nanti sambil memohon, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesempatan yang lain lagi, walaupun beberapa saat saja untuk menaati seruan-Mu dan mengikuti ajaran rasul-Mu dengan mengembalikan kami ke dunia. Jika kesempatan itu benar-benar diberikan kepada kami pasti kami akan mengikuti perintah-Mu dan menghentikan larangan-Mu, kami benar-benar akan memurnikan ketaatan kepada-Mu saja, kami tidak akan menyekutukan-Mu lagi wahai Tuhan kami."

Permohonan mereka dijawab Allah swt dengan firman-Nya:

Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah yang sungguhsungguh, "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati." Tidak demikian (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (an-Na¥I/16: 38) Menurut riwayat al-Baihaq³ dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qura§i, ia berkata, "Penghuni neraka berdoa kepada Allah lima kali. Empat kali dijawab Allah sedang doa yang kelima dijawab Allah dengan perintah agar mereka tidak berkata lagi dan agar tetap mendekam di dalam neraka."

Doa-doa itu tersebut dalam firman Allah sebagai berikut :

Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?" (Gāfir/40: 11)

Permintaan ini dijawab Allah swt dengan firman-Nya:

Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang Mahatinggi, Mahabesar. (Gāfir/40:12)

Doa penghuni neraka yang kedua ialah sebagaimana firman Allah swt:

Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata), "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin." (As-Sajdah/32:12)

Permintaan mereka ini dijawab Allah swt dalam firman-Nya:

Maka rasakanlah olehmu (azab ini) disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini (hari Kiamat), sesungguhnya Kami pun melalaikan kamu

dan rasakanlah azab yang kekal, atas apa yang telah kamu kerjakan." (as-Sajdah/32: 14)

Doa penghuni neraka kali yang ketiga ialah sebagaimana tersebut dalam firman Allah swt:

...maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan (kembali ke dunia) walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul...." (lbr±h³m/14: 44)

Permintaan mereka ini dijawab oleh Allah swt dalam firman-Nya:

(Kepada mereka dikatakan), "Bukankah dahulu (di dunia) kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? (lbr±h³m/14: 44)

Doa penghuni neraka kali yang keempat ialah sebagaimana firman Allah swt:

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami (dari neraka), niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." (F±ir/35: 37)

Allah swt menjawab permintaan mereka dalam firman-Nya:

Bukankah Kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami), dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. (F±-ir/35: 37)

Dan penghuni neraka berdoa sebagai yang tersebut dalam firman-Nya:

Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya (kembalikanlah kami ke dunia), jika kami masih juga kembali (kepada kekafiran), sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim." (al-Mu'minµn/23: 107)

Akhirnya Allah swt menjawab dengan tegas:

### قَالَ اخْسَثُوا فِيْهَا وَلَاثُكُلِمُونِ

Dia (Allah) berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku." (al-Mu'minµn/23: 108)

Setelah jawaban Allah swt yang kelima, maka mulut penghuni neraka terbungkam, tidak ada lagi doa, selain dari jeritan yang keluar dari mulut mereka, karena sangat berat azab neraka yang menimpa mereka.

(45) Ayat ini mengingatkan Rasulullah saw dan orang-orang yang beriman bahwa orang-orang yang zalim tersebut pernah tinggal di negeri orang-orang yang pernah menganiaya diri mereka sendiri dan berbuat kebinasaan di muka bumi, seperti yang pernah dilakukan kaum '² d dan ¤amµd. Telah jelas azab yang ditimpakan Allah kepada mereka dan bekasbekasnya terdapat di negeri-negeri itu berdasarkan kisah yang tersebut dalam Al-Qur'an. Demikian pula Allah swt telah memberikan perumpamaan-perumpamaan bagi kaum Muslimin tentang akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang zalim itu di dunia dan di akhirat kelak. Seandainya kaum Muslimin melakukan tindakan dan perbuatan seperti yang telah dilakukan orang-orang yang zalim itu, pasti mereka akan ditimpa azab pula, seperti azab yang telah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim dahulu. Karena itu, hendaknya kaum Muslimin mengambil pelajaran dari kisah-kisah dan peristiwa orang-orang dahulu itu.

#### Kesimpulan

- Allah swt tidak pernah lalai dari segala perbuatan orang-orang zalim. Allah membiarkan mereka demikian itu untuk memberikan kesempatan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Jika telah sampai kepada yang ditentukan itu, Allah swt pasti mengazab mereka.
- Dengan ayat-ayat ini, Allah menghibur hati Nabi Muhammad saw dan para sahabat yang sedang menghadapi penganiayaan dan ancaman orang musyrikin dalam melaksanakan tugas menyiarkan agama Allah.
- 3. Orang-orang zalim, setelah dibangkitkan dari kubur, bergegas menuju *mahsyar*, memenuhi panggilan yang menyeru mereka dalam keadaan terhina dan ketakutan serta pikiran mereka hampa tak menentu.
- 4. Allah swt menggambarkan keadaan orang-orang yang zalim ketika menerima azab neraka. Karena tidak tahan menanggung azab itu, mereka mohon kepada Tuhan agar diberi kesempatan kembali ke dunia untuk beribadah dan beramal saleh. Tetapi Allah swt tidak mengindahkan permohonan mereka itu.
- 5. Kaum Muslimin hendaklah selalu menjaga diri dari perbuatan zalim, baik terhadap diri sendiri atau pada orang, agar tidak diazab Allah.

#### TIPU DAYA ORANG KAFIR PASTI GAGAL

وَقَدُم كُرُوْا مَكُرُهُمُ وَعِنْدَاللهِ مَكُرُهُمُ وَانْكَانَ مَكُرُهُمُ وَانْكَانَ مَكُرُهُمُ لِتَرُوْلَ مِن اللهَ عَزِيْزُ ذُوانَتِقَامِ ﴿ مِنْهُ الْجَبَالُ ﴿ اِنَّاللهَ عَزِيْزُ ذُوانَتِقَامٍ ﴿ مِنْهُ الْجَبَالُ ﴾ وَلَا لَهُ عَلَيْ اللهَ عَزِيْزُ ذُوانَتِقَامٍ ﴿ مِنْهُ الْجَبَالُ ﴾ وَلَيْ اللهَ عَزِيْزُ ذُوالله عَزِينَ فَي اللهُ عَرَرُ وُالِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ ﴿ وَتَرَى الْمُجُومِينَ كَيُومَ فِي أَلْمَ مُواتِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ 
#### Terjemah

(46) Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya padahal Allah (mengetahui dan akan membalas) tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung. (47) Maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janji-Nya kepada rasul-rasul-Nya. Sungguh, Allah Mahaperkasa dan mempunyai pembalasan. (48) (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka (manusia) berkumpul (di Padang Mahsyar) menghadap Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa. (49) Dan pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. (50) Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka, (51) agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Mahacepat perhitungan-Nya. (52) Dan (Al-Qur'an) ini adalah penjelasan (yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.

#### (Ibr±h³m/14: 49) الأَصْفَاد Kosakata: Al-A¡f±d)

Kata al- $a_if$ ±d dalam Al-Qur'an disebutkan dua kali, masing-masing dalam rangkaian kalimat yang sangat mirip. Pertama dalam ayat ini, dan kedua dalam Surah ¢±d/38: 38. Surah ¢±d/38: 38 menyebut kata al- $a_if$ ±d dalam kaitan adanya setan yang terikat dalam belenggu, sedangkan dalam ayat 49 Surah Ibr±h3m, kata al- $a_if$ ±d muncul untuk menegaskan bahwa pada hari

kiamat dapat dilihat orang-orang yang berdosa secara bersama diikat dengan belenggu. Tentang kata *al-a¡f±d*, terdapat tiga macam pendapat. Pertama, menurut pendapat Ibnu 'Abb±s, Ibnu Zaid, Abu Ubaidah, Ibn Qutaibah, al-Zajjaj, dan Ibn al-Anbari, bahwa yang dimaksud dengannya adalah belenggu (*al-agl±l*). Kedua, menurut Imam Qatadah, maksudnya adalah rantai pengikat dan belenggu (*al-quyud wa al-agl±l*). Ketiga, menurut Abu Sulaiman al-Dimasyqi, maksudnya adalah rantai pengikat (*al-quyud*), *wall±hu a'lam bi al-jaw±b*.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang terdahulu, Allah swt menerangkan bahwa Dia tidak lengah sedikit pun terhadap tindakan orang-orang yang zalim itu. Mereka dibiarkan Allah bertindak demikian sampai kepada waktu yang ditentukan. Jika sudah sampai, Allah akan menimpakan azab yang sangat keras kepada mereka dan tidak akan diberi ampun. Pada ayat-ayat berikut, Allah menegaskan lagi ancaman-Nya bahwa segala macam usaha dan tipu daya orang-orang kafir untuk menggagalkan usaha Nabi Muhammad saw menyiarkan agamanya, pasti akan dibalas dan dihancurkan, sehingga mereka tidak dapat mencapai keinginannya.

#### Tafsir

(46) Allah swt menerangkan dalam ayat ini bahwa orang-orang kafir Mekah telah membuat rencana jahat untuk mematahkan perjuangan kaum Muslimin. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa setiap rencana jahat mereka pasti diketahui Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Allah menggagalkan setiap usaha mereka, sehingga cita-cita dan tujuan mereka itu tidak akan tercapai. Sebenarnya usaha mereka itu sangat besar, sehingga jika rencana itu digunakan untuk menghancur-leburkan gunung yang sangat kokoh pun akan terlaksana. Tetapi segala rencana mereka betapapun besarnya tidak akan dapat mengalahkan mukjizat Allah, tidak dapat menghapuskan ayat-ayat-Nya, dan tidak mampu menghambat perkembangan agama Islam di muka bumi.

Ayat ini mengisyaratkan kemenangan kaum Muslimin dan kehancuran orang-orang musyrik Mekah dalam waktu yang dekat. Ayat ini berlaku juga bagi kaum Muslimin pada masa kini, asal saja mereka meningkatkan daya dan usaha mereka, selalu sabar dan tabah menghadapi berbagai penderitaan dan cobaan yang ditimpakan oleh rencana jahat orang-orang kafir.

(47) Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt tidak akan memungkiri janji-Nya, betapapun besarnya rencana jahat orang-orang kafir itu, janganlah dikira bahwa Allah akan menyalahi janji yang telah dibuat-Nya dengan para rasul. Janji itu ialah: Allah pasti menolong rasul-rasul-Nya dan orang-orang yang beriman besertanya, sehingga mereka memperoleh kemenangan. Demikian pula Allah tidak akan menyalahi janji-Nya untuk mengazab orang

kafir di akhirat nanti, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya yang terdahulu:

## ٳڹؘۜٛۘڡٵؽٷڿؚٚۯۿؙؙؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗڡؙۄ۫ڸٟۅٞۄٟؾٙؿ۫ڂؘڞڣؽۅٲڵٲڹڞٵۯؗ

Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. (Ibr±h³m/14: 42)

Pada akhir ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa Dia Mahaperkasa dan Mahakeras siksa-Nya. Tidak seorangpun yang sanggup menghindarkan diri dari tuntutan-Nya. Dia pasti membalas dan menyiksa orang-orang yang menghalang-halangi rasul-rasul-Nya.

(48) Ayat ini menerangkan bahwa waktu pembalasan dan pelaksanaan siksa itu ialah pada hari yang bumi ditukar dengan bumi lain, pada saat Allah menghancurkan langit dan segala yang ada di dalamnya dan menukarnya dengan langit yang lain. Pada waktu itu bumi, bulan, dan segala bintang akan berbenturan, sehingga pecah hancur seperti debu dan beterbangan seperti awan, kemudian terjadilah bumi dan langit yang lain.

Berkata Ibnu 'Abb±s, "Bumi yang lain itu tidak lain adalah bumi yang telah berubah sifatnya dari bumi yang sekarang ini, seperti telah berpindah gunungnya, dan tidak mengalir airnya, dan mati lautnya, tidak berombak dan tidak pula tenang."

Dari ayat dan riwayat Ibnu 'Abb±s di atas dapat dipahami bahwa nanti pada hari kiamat seluruh semesta ini akan hancur lebur. Masing-masing berbenturan dengan yang lain, sehingga pecah bertaburan dan beterbangan di angkasa beberapa waktu lamanya, kemudian membentuk seperti bentuk bumi dan langit, tetapi ia bukan bumi dan langit yang sekarang ini.

Keadaan manusia pada saat itu dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam hadis ini:

Dari 'Aisyah ia berkata, "Saya adalah manusia yang pertama kali menanyakan hal ini kepada Rasulullah saw tentang ayat ini." 'Aisyah berkata, "Saya menanyakan, "Dimana manusia ketika itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Di atas ¡ir±¯ (jalan lurus)." (Riwayat Muslim)

(49-50) Ayat-ayat ini menerangkan keadaan manusia waktu dibangkitkan dari kubur setelah kehancuran dunia. Mereka bangkit dari kubur menuju dan berhenti di hadapan Allah Yang Maha Perkasa untuk menerima keputusan hukuman. Pada hari itu, tidak ada teman akrab yang dapat membantu dan menolong, tidak ada anak dan famili yang dapat menghibur hati dari perasaan gundah yang sedang terasa dan tidak seorangpun yang dapat

berlindung diri kepada seseorang pun, kecuali kepada Tuhan Yang Mahakuasa.

Setelah Allah swt menggambarkan kekuasaan dan keperkasaan-Nya pada hari itu, Dia menggambarkan kelemahan dan ketidakberdayaan orang-orang yang berdosa waktu itu dengan menerangkan keadaan mereka yang sedang diazab, yaitu:

 Orang yang berdosa waktu itu diikat menjadi satu dengan yang lain, mulai dari tangan sampai ke kaki mereka bersama-sama dengan sesembahan mereka waktu hidup di dunia. Keadaan mereka ini menunjukkan kesamaan sikap dan tindakan mereka sewaktu hidup di dunia. Karena sama-sama kafir kepada Allah, maka sepantasnya mereka sama-sama mendapat azab pula, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya:

## فَكُبْكِبُوْافِيهَاهُمْ وَالْغَاوَنَ لَ ٤ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ ١٠٠٠

Maka mereka (sesembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat, dan bala tentara Iblis semuanya. (asy-Syu'ar±/26: 94-95)

- 2. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari aspal. Yang dimaksud oleh ayat ini bukanlah pakaian dalam arti yang sebenarnya, tetapi seluruh tubuh orang-orang yang berdosa waktu itu diliputi oleh aspal panas. Dengan demikian, dapat digambarkan empat macam azab yang sedang diderita oleh orang-orang kafir itu, yaitu aspal panas yang membakar dan menghanguskan tubuh, bergejolaklah api di tubuh, warna hitam yang mengerikan, dan bau daging yang membusuk.
- 3. Muka mereka dijilat api. Senada dengan ayat ini, firman Allah swt:

Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya. (Dikatakan kepada mereka), "Rasakanlah sentuhan api neraka." (al-Qamar/54: 48)

- (51) Allah swt melakukan yang demikian itu pada hari kiamat adalah untuk memberi pembalasan kepada manusia terhadap apa yang pernah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Mereka memperoleh pahala atau siksa neraka sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Pada hari itu, Allah swt menghisab dengan cepat hamba-Nya.
- (52) Pada penutup surah ini, Allah swt menerangkan bahwa Al-Qur'an yang mulia ini berisi pengajaran, peringatan, dan kabar menakutkan yang disampaikan rasul-Nya kepada manusia, karena sebagian ayat-ayat-Nya menerangkan akibat yang akan dialami orang-orang berdosa di akhirat nanti. Manusia yang mau mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya akan berbahagia hidupnya di dunia, dan di akhirat akan memperoleh kesenangan dan

kenikmatan di dalam surga sebagai balasan dari perbuatan baik yang telah mereka lakukan.

Hal ini dijelaskan oleh firman Allah swt:

Katakanlah, "Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya). (al-An'±m/6: 19)

Dan firman Allah swt:

Alif L±m R±. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji. (Ibr±h³m/14: 1)

Demikian pula agar manusia menjadikan dalil-dalil dan hujjah yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai dasar untuk menetapkan dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dari Tuhan Yang Maha Esa. Dia yang menaklukkan matahari, bulan, bintang-bintang, malam, siang, laut, dan udara untuk manusia dan menurunkan hujan dari langit agar air hujan itu menumbuhkan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Dalam laut terdapat bermacam-macam karunia Tuhan, seperti ikan, mutiara, bahan tambang, dan sebagainya yang merupakan rezeki halal bagi manusia. Hanya saja banyak manusia yang tidak mau mengakui adanya nikmat Allah yang beraneka ragam itu.

#### Kesimpulan

- 1. Orang-orang kafir selalu membuat rencana jahat untuk menghancurkan Islam dan kaum Muslimin. Rencana jahat itu, betapapun besarnya, tidak akan dapat mengalahkan Allah dan mukjizat-Nya.
- 2. Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji yang telah ditetapkan bagi rasul yang diutus-Nya. Janji itu pasti ditepati dan semua perbuatan orang-orang kafir itu akan dibalas dengan siksaan seberat-beratnya.
- Allah akan menimpakan azab kepada orang-orang kafir di akhirat nanti, mulai dari terjadinya kiamat dan selama mereka berada di Padang Mahsyar, dan dalam neraka mereka akan menerima azab yang sangat terhina.

4. Al-Qur'an ini merupakan pelajaran, peringatan, dan petunjuk bagi manusia menuju jalan kebahagiaan. Oleh karena itu, hendaklah mereka mempelajarinya, memikirkan, dan merenungkan dalil-dalil dan tandatanda kekuasaan Allah.

#### PENUTUP

Surah Ibr±h³m mengandung petunjuk bagi manusia untuk mengenal Tuhan dengan janji untuk menyediakan surga bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah ini, Allah menjelaskan bahwa rasul-rasul itu diutus dengan mempergunakan bahasanya agar mudah bagi kaumnya memahami segala perintah dan larangan Allah. Kemudian Allah menjelaskan pula apa yang terjadi di antara rasul-rasul itu dengan kaumnya.



#### **JUZ 14**

#### SURAH AL- | IJR

#### **PENGANTAR**

Surah ini terdiri dari 99 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad saw hijrah ke Medinah. *Al-¦ ijr* adalah nama sebuah pegunungan yang didiami oleh kaum Samud, terletak di pinggir jalan raya antara Medinah dan Syam (Syria).

Nama surah ini diambil dari nama daerah pegunungan itu, sebagai peringatan bagi kaum Muslimin karena penduduknya, yaitu kaum Samud yang dikisahkan pada ayat 80 sampai dengan ayat 84, telah dimusnahkan akibat mendustakan Nabi Saleh dan berpaling dari ayat-ayat Allah.

Dalam surah ini terdapat pula kisah-kisah kaum lain yang telah dibinasakan oleh Allah, seperti kaum Lut a.s. dan kaum Syuaib a.s. Semua kisah-kisah itu dapat dijadikan tamsil dan ibarat bahwa orang-orang yang menentang ajaran rasul-rasul akan mengalami kehancuran.

#### Pokok-pokok Isinya

#### 1. Keimanan:

Kepastian nasib suatu bangsa hanyalah di tangan Allah; Allah menjamin kemurnian Al-Qur'an sepanjang masa; setan tidak dapat naik ke alam malakut karena ada yang menjaganya; kadar rezeki yang diberikan kepada manusia sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah; Allah memelihara hamba-Nya yang telah mendapat taufik dari godaan setan; Allah di samping mempunyai sifat pengampun lagi penyayang juga mengazab orang-orang yang ingkar; manusia akan dihimpun pada hari kiamat.

#### 2. Hukum:

Larangan melakukan homoseksual, kewajiban melakukan ibadah selama hidup, larangan menginginkan harta orang kafir, perintah kepada Nabi Muhammad saw agar melakukan dakwah secara terang-terangan, larangan berputus asa terhadap rahmat Allah.

#### 3. Kisah:

Nabi Ibrahim a.s. dengan kaumnya, Nabi Lut a.s. dengan kaumnya, kaum Syuaib dan kaum Saleh (kaum Samud)

#### 4. Lain-lain:

Kejadian alam semesta ini menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah; kejadian alam dan isinya mengandung hikmah; angin mengawinkan tepung sari buah-buahan; asal kejadian Adam a.s.

#### MUNASABAH SURAH IBR<sup>2</sup>H M DENGAN SURAH AL-¦ IJR

- Keduanya sama-sama dimulai dengan "alif l±m r±" dan menerangkan sifat-sifat Al-Qur'an Al-Karim.
- 2. Dalam Surah Ibr±h³m, Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu pembimbing manusia ke jalan Allah, kemudian dalam Surah al-¦ ijr, Allah menegaskan bahwa kejadian-kejadian alam ini mengandung hikmah, sebagai tanda keesaan dan kebesaran Allah swt.
- 3. Kedua surah ini menerangkan kisah Nabi Ibrahim a.s. secara terperinci.
- 4. Keduanya sama-sama menerangkan keadaan orang-orang kafir di hari kiamat dan penyesalan mereka, mengapa sewaktu hidup di dunia mereka tidak menjadi orang mukmin.
- 5. Kedua surah ini sama-sama menceritakan kisah-kisah nabi yang terdahulu dengan kaumnya, serta menerangkan keadaan orang-orang yang ingkar kepada para nabi itu pada hari kiamat. Kisah-kisah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad saw untuk menghibur dan memantapkan hati beliau pada waktu mengalami berbagai kesulitan dalam menyiarkan agama Islam.

#### SURAH AL- | IJR

## بسمواللوالرهم فالتجيم

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang."

#### KEADAAN ORANG YANG INGKAR KEPADA AL-OUR'AN PADA HARI KIAMAT

الزَّتِلْكَ النِّكَ الْحِتْبِ وَقُرُ الْبِ مُّبِيْنِ ۞ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوْا كُوكَانُوْا مُسْامِينَ ۞ ذَرْهُمْ رَيَا كُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلِعِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعُلَمُوْنَ ۞ وَمَا اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابُ مَّعْلُوْمٌ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأَنْ خُرُونَ ۞

Terjemah

(1) Alif L±m R±. (Surah) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Kitab (yang sempurna) yaitu (ayat-ayat) Al-Qur'an yang memberi penjelasan. (2) Orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akhirat) menginginkan, sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang muslim. (3) Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong) mereka, kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka). (4) Dan Kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. (5) Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat meminta penundaan(nya).

(al-¦ ijr/15: 3) اَلاَّ مَلُ Kosakata: *Al-Amal* 

Al-Amal sama artinya dengan ar-raj±' yaitu "keinginan", tetapi al-amal jangkauan kepada obyek yang diinginkan lebih jauh dari ar-raj±' dan lebih sulit dicapai. Al-Amal sering diterjemahkan dengan "harapan". Dalam Al-Qur'an kata itu terdapat dalam Surah al-¦ijr/15: 3. Dalam ayat itu Allah meminta Nabi Muhammad untuk membiarkan dan tidak menghiraukan orang-orang kafir itu makan dan bersenang-senang, karena tujuan hidup mereka hanya itu. Di dalam hati mereka sebenarnya pernah terbetik keinginan untuk tobat lalu menjadi muslim, karena menyadari bahwa Islam itu benar. Tetapi keinginan itu hanyalah angan-angan yang tidak pernah

direalisasikan. Di akhirat nanti baru mereka tahu bahwa apa yang pernah terbetik dalam hati mereka itu, itulah yang benar.

Dalam Al-Qur'an terulang sekali lagi kata itu dalam bentuk *nakirah* (tak tertentu, *indefinite*), yaitu *amal* (Surah al-Kahf/18: 46). Dalam ayat itu dinyatakan bahwa harta dan anak-anak itu perhiasan dunia, perlu dimiliki sebagai kebutuhan pelengkap. Akan tetapi yang akan memberikan imbalan terbaik hanyalah balasan perbuatan baik.

#### Munasabah

Pada akhir Surah Ibr±h³m, dijelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka mendapat peringatan dan pengetahuan bahwa Allah adalah Maha Esa. Sedangkan pada awal surah ini ditegaskan bahwa surah yang akan dijelaskan ini memuat ayat-ayatnya yang sempurna, yakni ayat-ayat Al-Qur'an yang memberi penjelasan.

#### Tafsir

Pada permulaan Surah al-Baqarah telah diterangkan tafsir dan pendapat mufasir tentang huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surah yang ada di dalam Al-Qur'an, yang dikenal dengan  $a r u q a^{-1} a' a h$ , seperti alif  $l u m^3 m$ , alif  $l u m^3 m$ , alif  $l u m^3 m$  u u dan sebagainya.

(1) Ayat ini menerangkan bahwa ayat-ayat dari surah yang akan dijelaskan ini termasuk salah satu surah yang ada di dalam kitab yang sempurna dan agung, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw, nabi terakhir. Ia merupakan kitab yang paling lengkap di antara kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul-Nya, membenarkan kitab yang terdahulu, serta menerangkan jalan menuju kepada kebahagiaan dan jalan sesat yang pernah ditempuh umat-umat terdahulu. Dengan demikian, manusia dapat membedakan antara kedua jalan itu, mana yang harus dilalui dan mana yang harus dihindari dan dijauhi.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang ketauhidan, kisah, budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan, janji Allah dan ancaman-Nya, dan hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti, sebagaimana firman Allah swt:



Alif L±m R±. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, (yang diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana, Maha Mengetahui. (Hµd/11: 1)

Dan firman Allah swt:

## الْمُضَّ ۚ ۚ كِتٰبُ أُنْزِلَ الِيُكَ فَلَايَكُنَ فِي صَدَرِكَ حَرَجُ مِّنْهُ لِتُسْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِيْتِ

Alif L±m M³m ¢±d. (Inilah) Kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad); maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan (Kitab) itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. (al-A'r±f/7: 1-2)

(2) Ayat ini merupakan peringatan Allah swt kepada orang-orang kafir dengan menerangkan kepada mereka bahwa di akhirat nanti di saat mereka merasakan beratnya siksa neraka, mereka menyesal atas perbuatan dan tindakan mengingkari Tuhan yang Mahakuasa selama hidup di dunia. Seandainya mereka mengikuti seruan rasul, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan-Nya, dan beribadah dengan tunduk dan patuh kepada-Nya, tentulah mereka tidak akan diazab seperti yang mereka alami pada hari itu. Seandainya mereka berbuat sebaliknya, tentulah mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang penuh kenikmatan seperti yang dialami oleh orang-orang muslim pada saat itu. Akan tetapi pada waktu itu, semua penyesalan mereka tidak ada lagi gunanya. Allah swt telah menetapkan keputusan-Nya yang tidak dapat diubah lagi, kecuali jika kekuasaan-Nya menghendaki yang lain.

Dalam suatu hadis diterangkan saat-saat penyesalan mereka itu:

عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اجْتَمَعَ اَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ وَمَعَهُمْ مَنْ شَاءَ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ قَالَ الْكُفَّارُ لِلْمُسْلِمِيْنَ: اَلَمْ تَكُوْنُوْا مُسْلِمِيْنَ قَالُوْا بَلَى قَالُوْا فَمَا اَغْنَى عَنْكُمُ الإِسْلاَمُ وَقَدْ صِرْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْقَبْلَةِ فَالُوْا كَانَتْ لَنَا ذُنُوْبٌ فَالُوْا فَلَمَّا رَأِي فَأَخِرْجُواْ فَلَمَّا رَأِي فَأَخِدْنَا بِهَا فَسِمَعَ الله مَا قَالُوا فَامَرَ بِمَنْ كَانَ فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْقَبْلَةِ فَأُخْرِجُواْ فَلَمَّا رَأِي فَأَخِدْنَا بِهَا فَسِمَعَ الله مَا قَالُوا يَالَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِيْنَ فَنَخْرُجُ كَمَا خَرَجُواْ قَالَ ثُمَّ قَرَأُ وَلَكَ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْكُفَّارِ، قَالُوا يَالَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِيْنَ فَنَخْرُجُ كَمَا خَرَجُواْ قَالَ ثُمَّ قَرَأُ وَلَكَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُ وَبِاللهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُ وَ بِاللهِ مِنَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُ وَ بِاللهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُ وَ بِاللهِ مِنَ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُ وَ بِاللهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُ وَ بِاللهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَعُودُ وَلُوا بِاللهِ مِنَ اللهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُ وَاللهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُ وَلَا قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُ وَلَا فَاللهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُ وَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

Dari Abu Musa semoga Allah meridainya, ia berkata, "Rasulullah Berkata saw, "Apabila telah berkumpul penghuni neraka dan beserta mereka ada orang yang dikehendaki Allah dari ahli kiblat (orang yang mukmin), orang kafir berkata kepada orang-orang Islam, "Bukankah kamu sekalian dahulu orang-orang Islam." Orang Islam berkata, "Benar." Mereka berkata, "Tidaklah berfaedah bagimu agama Islam yang kamu anut dahulu, sehingga kamu dikumpulkan bersama kami di neraka ini?" Orang-orang Islam berkata, "Kami telah mengerjakan perbuatan dosa, maka kami diazab karenanya." Maka Allah swt mendengar pembicaraan mereka, lalu

memerintahkan orang-orang Islam yang berada di dalam neraka itu untuk dikeluarkan. Tatkala orang-orang kafir yang tinggal melihat yang demikian, mereka berkata, "Wahai seandainya kami dahulu orang muslim, tentu kami akan dikeluarkan pula dari neraka, sebagaimana mereka dikeluarkan." Abu Musa Berkata, "Kemudian Rasulullah saw mengucap-kan, "Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk." Dan selanjutnya beliau membaca ayat ini." (Riwayat a<sup>-</sup>-° abr±n³)

Firman Allah swt yang senada dengan ayat ini ialah:

## وَلُوْتَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَارِ فَقَالُوا لِلْيُتَنَا نُرَدُ وَلَا ثُكَذِّبَ بِالْيِتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Dan seandainya engkau (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan (ke dunia) tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orangorang yang beriman." (al-An'±m/6: 27)

Sebagaimana disebut dalam *al-Mar±g³*, Az-Zajjaj mengatakan, "Sesungguhnya orang kafir, tatkala melihat keadaan azab neraka dan melihat keadaan orang Islam di surga, mereka berangan-angan, seandainya dahulu waktu di dunia mereka adalah orang-orang muslim."

Demikianlah Allah melukiskan watak manusia yang ingkar kepada Allah. Mereka hanya ingat kepada Allah sewaktu bahaya dan azab menimpa mereka, tetapi bila bahaya dan azab itu telah tiada, mereka kembali ingkar kepada Allah penolong dan pencipta mereka. Hal yang seperti itu terjadi pula pada orang-orang kafir yang berangan-angan kembali hidup di dunia untuk beribadah dan mereka berjanji seandainya angan-angan mereka itu dikabulkan, mereka akan beriman dengan sungguh-sungguh tidak akan ingkar lagi seperti dahulu. Seandainya manusia itu benar-benar mau beriman, telah cukup petunjuk-petunjuk Allah swt yang disampaikan oleh para nabi dan rasul-Nya, tetapi kebanyakan manusia terpengaruh oleh kesenangan hidup duniawi yang sifatnya sementara. Mereka lebih menghambakan diri kepada setan yang terkutuk daripada menghambakan diri kepada Allah, Tuhan penciptanya. Telah cukup banyak kesempatan untuk bertobat yang diberikan Allah sewaktu di dunia kepada mereka, tetapi mereka mengabaikan kesempatan itu. Setelah mereka di akhirat, kesempatan itu tidak akan diberikan lagi. Bagi mereka telah berlaku ketentuan Allah yang akan mengazab setiap orang yang ingkar kepada-Nya.

Ayat ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang musyrik Arab khususnya, dan orang-orang kafir pada umumnya, terutama mereka yang menghalangi tersiarnya agama Allah di muka bumi. Bagi Nabi saw dan para sahabat, ayat ini merupakan kabar gembira. Pada saat turunnya ayat ini, orang kafir menghalangi dengan keras terlaksananya dakwah Islam yang sedang dilakukan Nabi saw dan para sahabat, bahkan kaum musyrik Mekah

telah sampai pada tingkat melakukan tindakan penganiayaan disertai dengan ancaman yang keras kepada pengikut Nabi Muhammad, sehingga Nabi dan para sahabat hampir putus asa dan khawatir, seandainya tugas yang dipikulkan Allah tidak dapat terlaksana dengan baik. Turunnya ayat ini menimbulkan rasa optimis. Ketabahan, dan kesabaran mereka bertambah dalam menyiarkan agama Allah karena mereka betul-betul percaya agama Islam pasti berkembang dan kemenangan paling hakiki ialah kemenangan yang akan diperoleh di akhirat nanti.

Dari ayat ini dan hadis di atas dapat dipahami bahwa pahala atau siksa yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir adalah setimpal dan sesuai dengan perbuatan yang pernah mereka lakukan sewaktu di dunia.

(3) Pada ayat di atas, Allah swt telah menggambarkan kepada orangorang kafir keadaan mereka di akhirat nanti dan saat menanggung azab yang pedih. Namun demikian, gambaran itu tidak membekas sedikit pun di hati mereka, bahkan mereka menganggap peringatan Allah itu sesuatu yang tidak ada artinya sama sekali. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah saw, jika mereka tetap ingkar sekalipun telah menerima peringatan dan pelajaran, untuk membiarkan mereka dalam kelalaian dan kelengahan seperti yang telah mereka lakukan, mengenyam dan mengecap segala kesenangan dan kelezatan hidup di dunia serta memperturutkan hawa nafsunya. Rasul juga diperintahkan untuk membiarkan mereka memakan makanan dan berbuat sesuka hati sampai kepada waktu yang ditentukan, berangan-angan dan berkhayal bahwa mereka akan memperoleh harta benda yang tidak terhingga banyaknya, memperoleh apa yang mereka inginkan, seperti keturunan yang banyak, istana yang indah, serta memaksakan kehendak kepada musuh dan siapa yang mereka kehendaki.

Peringatan yang disampaikan Allah itu merupakan ancaman yang keras bagi orang-orang kafir, bahwa perbuatan dan tindakan mereka itu bertentangan dengan ajaran agama Allah, bertentangan dengan budi pekerti dan pribadi muslim.

Kehancuran budi pekerti dan kepribadian muslim itu dilukiskan dalam sabda Rasulullah saw:

Dari Amr bin Syuaib dari Nabi saw, beliau bersabda, "Kebaikan generasi pertama umat ini ialah dengan zuhud dan keyakinan. Sedangkan umat belakangan akan dirusak oleh kebakhilan dan angan-angannya." (Riwayat A¥mad, a⁻-° abr±n³ dan al-Baihaq³)

Ali bin Abi °±lib berkata, "Bahwasanya yang aku takuti atasmu ada dua perkara, yaitu panjang angan dan memperturutkan hawa nafsu. Maka

sesungguhnya panjang angan membuat lupa kepada akhirat, sedangkan memperturutkan hawa nafsu menghalangi berlakunya kebenaran."

(4-5) Ayat ini menerangkan bahwa tidak ada satu negeri yang dihancurkan Allah, kecuali jika telah ditentukan Allah waktu kehancurannya di dalam Lau¥ Ma¥fμ§, tidak ada sesuatu pun yang lupa dituliskan-Nya, tidak ada yang terlambat, dan tidak pula terjadi sebelum ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah swt tidak akan mengazab suatu kaum sebelum ada alasan untuk menjatuhkan azab. Yang dimaksud dengan alasan ialah telah diutus seorang rasul kepada umat tersebut untuk menyampaikan agama Allah, tetapi mereka menolak rasul itu atau mengingkari ajarannya.

Ayat ini merupakan peringatan bagi orang-orang musyrik Mekah yang selalu menghalang-halangi Rasulullah dan para sahabatnya menyampaikan risalahnya. Peringatan ini berlaku juga bagi orang-orang yang datang kemudian yang melakukan tindakan yang serupa dengan berbagai tindakan orang-orang musyrik Mekah. Keputusan dan peringatan Allah itu pasti berlaku.

#### Kesimpulan

- Allah swt menggambarkan keadaan orang-orang kafir ketika mereka diazab dalam neraka nanti, mereka berangan-angan seandainya mereka dahulu menerima seruan Nabi Muhammad saw, pastilah keadaan mereka seperti keadaan orang-orang yang beriman yang berada di dalam surga yang penuh kenikmatan.
- Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an keadaan orang-orang kafir dalam neraka itu kelak sebagai peringatan bagi mereka dan penghibur hati Nabi saw dan kaum Muslimin yang sedang mengalami tekanan dan siksaan yang berat dari orang kafir.
- 3. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw jika orang-orang kafir itu tetap ingkar dan mengabaikan seruan memeluk agama Allah, untuk membiarkan mereka di dalam kekafirannya. Allah akan menimpakan azab kepada mereka pada waktu yang telah ditentukan.
- 4. Allah swt tidak akan menghancurkan suatu kota atau negeri, kecuali jika telah ditentukan waktunya dan diutus pula seorang rasul untuk menyampaikan agama-Nya.
- 5. Semua ketentuan Allah swt pasti terjadi dan tidak akan bisa ditunda atau disegerakan sedikit pun.

#### SIKAP ORANG KAFIR TERHADAP AL-QUR'AN

## وَقَاثُوۡا يَایَّهُا الَّذِيُ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُو اِنَّكَ لَمَجْنُوْنَۗ ۞ لَوْمَا تَأْتِیُنَا بِالْمَلْإِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْصِّدِقِیْنَ ⊙مَانُنَزِّلُ الْمَلْإِكَةَ اِلْآبِالْحَقِّوَمَا كَانُوَّا إِذَّا تُمْنُظْرِیْنَ

Terjemah

(6) Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar orang gila. (7) Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?" (8) Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran (untuk membawa azab) dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.

(al-¦ ijr/15: 6) لَمَجْنُوْنُ (da-¦ ijr/15: 6)

Terambil dari kata *janna*, yaitu menutup sesuatu sehingga tidak terpantau, tidak diketahui lagi. Dari kata itu terambil kata *jinn* yaitu makhluk yang tertutup bagi manusia sehingga manusia tidak merasakan atau mengetahuinya. *Majnµn* adalah orang yang tertutup akalnya sehingga tidak merasakan dan menyadari perbuatannya. Hal itu bisa juga disebabkan oleh jin. Terjemahannya adalah "gila".

Dalam Al-Qur'an, kata itu terulang sebelas kali, dan yang dimaksudkan adalah para nabi. Mereka, sebagaimana diinformasikan dalam Surah a®-a±riy±t/51: 52, bila tidak dituduh tukang sihir, dituduh gila oleh umatnya. Nabi Muhammad sering dituduh demikian oleh kafir Quraisy, sekaligus dituduh sebagai seorang yang pernah diajar orang lain (ad-Dukh±n/44: 14) dan seorang dukun (a⁻-°µr/52: 29). Padahal Nabi Muhammad itu sudah terbukti manusia agung. Dia tidak pernah memperoleh pengajaran dari orang lain, atau memperolehnya dari membaca, karena beliau buta huruf. Beliau memperoleh semuanya dari wahyu Allah.

Dalam Surah a<sup>©</sup>-<sup>a</sup>±riy±t/51: 39, Fir'aun menuduh Nabi Musa tukang sihir atau gila, padahal terbukti kemudian bahwa beliau adalah pemimpin dan nabi. Nabi Nuh juga mendapat perlakuan demikian, bahkan kemudian beliau dibentak dan diancam agar tidak melakukan dakwah lagi (al-Qamar/54: 9). Adapun *lamajnµn*, *la* yang ditambahkan pada awal kata itu bermakna "sungguh-sungguh". Yang dimaksud sungguh-sungguh gila oleh orangorang kafir Quraisy adalah Nabi Muhammad (al-¦ijr/15: 6) dan Nabi Musa oleh Fir'aun (asy-Syu'ar±'/26: 27).

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang terdahulu, Allah swt menerangkan angan-angan orang kafir pada waktu mereka merasakan kepedihan azab neraka, yaitu

seandainya mereka diberi Allah kesempatan kembali hidup di dunia barang sesaat untuk memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan mereka. Dengan demikian, mereka dapat beribadah dan menghambakan diri kepada Allah, sehingga mereka terhindar dari azab seperti yang mereka alami. Ayatayat ini menegaskan lagi bahwa cukup ancaman dan peringatan yang disampaikan kepada orang-orang kafir itu. Semua ajaran yang disampaikan para rasul kepada mereka diterima dengan ejekan, seperti sikap mereka terhadap Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw.

#### **Tafsir**

(6) Ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad saw ketika ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan kepada mereka. Mereka mengatakan, "Hai Muhammad, engkau yang mengaku sebagai nabi dan rasul Allah dan telah diturunkan Al-Qur'an kepadamu. Sebenarnya ucapan dan dakwahmu itu menunjukkan bahwa kamu sesungguhnya adalah orang yang gila atau ada tanda-tanda gila pada dirimu, karena Al-Qur'an tidak mempunyai arti dan makna sedikit pun, bertentangan dengan pendapat kami, dan menyalahi kepercayaan yang telah diwariskan nenek moyang kami. Apakah mungkin kami menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan tidak disukai pula oleh cerdik-pandai dan para ulama kami."

Dari ucapan orang-orang kafir itu, tampak jelas sikap mereka yang sebenarnya terhadap Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. Mereka membantah Al-Qur'an tanpa memikirkan dan merenungkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang tersebut di dalamnya yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang ada pada diri mereka, pada hewan ternak yang mereka pelihara, pada tanaman-tanaman yang mereka tanam untuk memenuhi kebutuhan mereka, pada bumi tempat mereka bertempat tinggal, pada alam semesta, dan sebagainya. Semuanya itu mereka ingkari dan dustakan tanpa merenungkan dan memikirkan terlebih dahulu.

Sikap mereka yang demikian itu timbul karena kesesatan hati, keras kepala, dan fanatik kepada nenek moyang yang telah terhunjam dalam diri mereka, sebagaimana firman Allah swt:

مَايَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِِنْ زَبِهِمْ مُحَدَثٍ إِلاَّاسَتَمَعُوهُ وَهُمَّ يَلْعَبُوْنَ ۚ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمَّ وَاسَرُواالنَّجُوٰى ۚ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ۖ هَلُهٰ ذَا الاَّبَسَ رُ مِّثَلُكُمْ أَهَتَا أَتُوْرَكَ السِّحْرَ وَانَتُمُ تُبْصِرُون ﴾

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka, "(Orang) ini (Muhammad) tidak lain hanyalah seorang manusia (juga)

seperti kamu. Apakah kamu menerimanya (sihir itu) padahal kamu menyaksikannya?" (al-Anbiy±'/21: 2-3)

Karena sikap tidak mau memperhatikan dan rasa fanatik yang mendalam, mereka mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt:

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka (orang kafir), semuanya selalu diingkarinya. (al-An'±m/6: 4)

Sikap mereka yang demikian menimbulkan sifat sombong dan takabur pada diri mereka, sebagaimana firman Allah swt:

Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami (di akhirat) berkata, "Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita atau (mengapa) kita (tidak) melihat Tuhan kita?" Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas (dalam melakukan kezaliman). (al-Furq±n/25: 21)

(7) Selanjutnya orang-orang kafir mengatakan, "Seandainya engkau hai Muhammad benar-benar percaya atas kebenaran apa yang engkau sampaikan dan percaya bahwa engkau benar-benar nabi dan rasul Allah, yang diutus kepada kami, tentulah engkau dapat meminta kepada-Nya agar bersama engkau diutus pula seorang malaikat dari langit, yang dapat menguatkan dan membuktikan kenabian dan kerasulanmu itu kepada kami."

Dari permintaan mereka itu, tergambarlah jalan pikiran mereka tentang kenabian dan kerasulan. Menurut mereka, jika diutus seorang nabi atau rasul, mesti ada malaikat yang mendampinginya, sehingga malaikat dapat menguatkan kenabian dan kerasulannya, memudahkan manusia menerima risalahnya, atau nabi itu cukup berupa malaikat saja. Menurut jalan pikiran mereka, yang membawa ayat-ayat Allah hanyalah makhluk rohani, sedangkan manusia adalah makhluk jasmani (dapat dilihat). Manusia, sekalipun mempunyai kekuatan yang tinggi, tetap tidak mungkin menjadi nabi dan rasul, disebabkan mereka masih bergaul dengan manusia, berada di tengah-tengah mereka, dan masih memiliki kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, berpakaian, ingin kekuasaan, ingin mengumpulkan harta, tertarik dengan kehidupan duniawi, dan sebagainya. Karena itu mustahil seorang manusia menjadi nabi dan rasul, kecuali jika pengangkatan kenabian dan kerasulan itu dikuatkan atau dikukuhkan dengan keberadaan malaikat sebagai pendamping.

Kepercayaan orang-orang musyrik Mekah ini seperti kepercayaan Fir'aun dan para pengikutnya tentang rasul dan nabi. Menurut mereka, seharusnya semua rasul yang diutus Allah diangkat dengan upacara yang penuh keagungan dan kebesaran, seperti pengangkatan raja-raja mereka, dengan memakai perhiasan gelang dan kalung yang terbuat dari emas dan pakaian kebesaran, atau rasul itu datang dengan diiringi oleh para malaikat, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah swt:

"Maka mengapa dia (Musa) tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?" Maka (Fir'aun) dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. (az-Zukhruf/43: 53-54)

(8) Allah menjawab olok-olok dan ejekan orang musyrik Mekah itu dengan ayat ini, bahwa Dia tidak akan menurunkan malaikat karena tidak ada hikmah dan faedahnya. Hal tersebut berarti seandainya pun Allah swt menurunkan para malaikat dari langit dan mengangkatnya sebagai rasul yang menyampaikan agama-Nya, hal itu tidak ada manfaatnya dan tidak akan dapat meyakinkan serta meluruskan akidah orang musyrik itu. Sebagaimana diketahui bahwa malaikat adalah makhluk yang gaib dan halus sehingga mata manusia tidak akan sanggup melihatnya. Seandainya Allah swt menghendaki dan menjadikan malaikat itu berbentuk manusia, sehingga mata manusia dapat melihatnya, kemudian Allah mengutusnya sebagai nabi dan rasul kepada mereka, malaikat itu makan dan minum seperti mereka, berjalan dan bergaul bersama mereka, maka akan timbul pula dalam pikiran mereka bahwa malaikat yang diberi tugas sebagai seorang rasul itu adalah manusia juga seperti mereka, bukan malaikat. Artinya, keraguan dalam diri mereka akan terus ada. Hal ini diterangkan dalam firman Allah swt:

Dan sekiranya rasul itu Kami jadikan (dari) malaikat, pastilah Kami jadikan dia (berwujud) laki-laki, dan (dengan demikian) pasti Kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. (al-An'±m/6: 9)

Dari sikap dan cara mereka seperti yang dikemukakan dalam firman Allah di atas, terbuktilah bahwa sebenarnya hati mereka telah tertutup menerima kebenaran. Bukti apa pun yang dikemukakan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman, Allah swt berfirman:

## وَلْوَانَنَانَزَلْنَا اِلَيْمُ الْمَلَيْكِ عَدَّوَكُلَّمَهُ مُ الْمَوْفَى وَحَشَرَنَا عَلَيْمٍ مُكُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوَا لِيُوْمِنُوٓا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَكِنَ اَكُ تُوهُمْ يَجُهُ لَهُ وَنَ

Dan sekalipun Kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan Kami kumpulkan (pula) di hadapan mereka segala sesuatu (yang mereka inginkan), mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (arti kebenaran). (al-An'±m/6: 111)

Karena sikap mereka yang demikian itu, maka Allah memberikan peringatan keras kepada mereka bahwa jika ada malaikat yang diturunkan, maka itu merupakan tanda bahwa mereka akan ditimpa malapetaka yang besar, dan dihancurleburkan sehingga riwayat mereka akan berakhir. Ketentuan ini sesuai dengan sunatullah yang telah berlaku bagi umat-umat terdahulu yang telah memperolok-olokkan para rasul Allah yang telah diutus kepada mereka. Sebelum azab ditimpakan, diutuslah kepada mereka malaikat, seperti yang pernah terjadi pada kaum Lµ-, sebagaimana firman Allah swt:

# قَالُوَّا يِلْوَطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يَصِلُوٓ الكَيْكَ فَاسَرِ بِاَهَ لِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْيَلِ وَلَا يَلْتَفِتَ مِنْكُمُ الْعُرْدُ مِنْ الْكَيْلُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ الْحُدَّةُ اللَّهُ الصَّبَحُ الْكَيْسُ الصَّبَحُ اللَّهُ الْكُلُولُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّلْكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الل

Mereka (para malaikat) berkata, "Wahai Lut! Sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia (juga) akan ditimpa (siksa) yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksa kepada mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" (Hµd/11: 81)

Mujahid dalam penafsiran ayat ini mengatakan bahwa Allah menurunkan malaikat hanya sebagai rasul Allah, tanda datangnya azab, atau pembawa azab Allah.

#### Kesimpulan

- Orang-orang musyrik Mekah mengejek Nabi Muhammad saw dengan mengatakan bahwa beliau adalah orang gila, karena itu apa yang dibawanya tidak dapat dipercayai kebenarannya.
- 2. Seandainya rasul yang diutus Allah itu diiringi oleh malaikat dan pengangkatannya dilakukan dengan upacara penuh kebesaran sebagaimana mereka inginkan, mereka tetap tidak akan beriman.

 Rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan dakwah kepada manusia adalah juga manusia supaya dapat bergaul di tengah-tengah mereka serta menjadi contoh dan suri teladan bagi mereka dalam kehidupan seharihari.

#### JAMINAN ALLAH SWT TERHADAP PEMELIHARAAN AL-QUR'AN

## إِنَّا فَحَنُّ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَا خَفِظُوْنَ ۞

Terjemah

(9) Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.

(al-¦ijr/15: 9) لَحَافظُوْنَ (al-¦ijr/15: 9)

Terambil dari akar kata  $rac{1}{2}$  yaitu suatu kondisi mental dalam memahami sesuatu atau suatu kekuatan untuk memahami sesuatu. Kemudian digunakan untuk penjagaan sesuatu. Sering diterjemahkan dengan "menghafal" dan "menjaga".  $H \pm fi$  penjaga adalah bentuk jamak dari penjaga penjaga.

Dalam Al-Qur'an kata itu dalam bentuk tunggal dan jamaknya terulang 15 kali. Dalam bentuk tunggal, misalnya, terdapat dalam Surah a¹-°±riq/86: 4, bahwa setiap manusia itu ada penjaganya, yaitu malaikat. Dalam bentuk jamak, misalnya, dalam Surah al-¦ijr/15: 9 ini, yang terjemahannya, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya." Menurut para pakar tafsir, setiap Allah menyebut dirinya "Kami" berarti bahwa dalam mewujudkan pekerjaan itu terlibat pihak-pihak lain. Dalam hal ini, yang terlibat dalam penurunannya adalah malaikat dan yang terlibat dalam penjagaannya adalah manusia. Para ahli Al-Qur'an yang selalu menekuni Al-Qur'an adalah yang termasuk dalam kelompok penjaga Al-Qur'an. Dalam bentuk jamak mu'anna£ (perempuan), kata ini terulang dua kali dalam Al-Qur'an, salah satunya Surah an-Nis±'/4: 34 bahwa salah satu ciri perempuan yang saleh adalah menjaga dirinya, anak-anaknya, dan harta benda suaminya ketika suaminya tidak di rumah.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang terdahulu, Allah swt menerangkan sikap orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. Mereka mengatakan Nabi Muhammad yang mengaku telah diutus Allah sebagai rasul, dan menerima Al-Qur'an dari Allah dengan perantaraan Jibril adalah orang gila.

Pada ayat ini, Allah swt membantah ucapan mereka itu dengan menegaskan kesucian dan kemurnian Al-Qur'an selama-lamanya, karena Dia sendirilah yang menjaga dan memeliharanya.

#### Tafsir

(9) Ayat ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an dan tidak percaya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan Allah kepada rasul-Nya Muhammad. Seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka, "Kamu ini hai orang-orang kafir sebenarnya adalah orang-orang yang sesat yang memperolok-olokkan nabi dan rasul yang telah Kami utus untuk menyampaikan agama Islam kepadamu. Sesungguhnya sikap kamu yang demikian itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun terhadap kemurnian dan kesucian Al-Qur'an karena Kamilah yang menurunkannya. Kamu menuduh Muhammad seorang yang gila tetapi Kami menegaskan bahwa Kami sendirilah yang memelihara Al-Qur'an itu dari segala macam usaha untuk mengotorinya dan usaha untuk menambah, mengurangi dan mengubah ayat-ayatnya. Kami akan memeliharanya dari segala macam bentuk campur tangan manusia terhadapnya. Akan datang saatnya nanti manusia akan menghafal, membaca, mempelajari, dan menggali isinya, agar mereka memperoleh dari Al-Qur'an itu petunjuk dan hikmah, tuntunan akhlak dan budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan dan pedoman berpikir bagi para ahli dan cerdik pandai, serta petunjuk ke jalan hidup di dunia dan di akhirat nanti."

Jaminan Allah swt terhadap pemeliharaan Al-Qur'an itu ditegaskan lagi dalam firman-Nya:

Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapanucapan) mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya. (a¡-¢aff/61: 8)

Mengenai jaminan Allah terhadap kesucian dan kemurnian Al-Qur'an serta penegasan bahwa Allah sendirilah yang memeliharanya terbukti dengan memperhatikan dan mempelajari sejarah turunnya Al-Qur'an, caracara yang dilakukan Nabi saw ketika menyiarkan, memelihara, dan membetulkan bacaan para sahabat, melarang menulis selain ayat-ayat Al-Qur'an, dan sebagainya. Kemudian usaha pemeliharaan Al-Qur'an ini dilanjutkan oleh para sahabat, tabiin, dan oleh setiap generasi kaum Muslimin yang datang sesudahnya, sampai sekarang ini.

Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa Al-Qur'an yang sampai kepada kita sekarang terpelihara kemurniannya, diterangkan dalam sejarah Al-Qur'an, baik di masa Rasulullah, maupun di zaman sahabat, dan usaha kaum Muslimin memeliharanya pada saat ini. Di sisi lain, otentisitas Al-Qur'an dapat dilacak dari sejarah penulisan dan bacaannya.

#### Pertama:

Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad saw dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Setiap turun ayat, Nabi menyuruh para sahabatnya menghafal dan menuliskannya di batu, kulit binatang, dan pelepah korma. Nabi memiliki beberapa orang sahabat yang bertugas menulis wahyu dan mendampingi beliau ketika turun ayat. Di antara penulis wahyu itu adalah Zaid bin ¤abit, Ali bin Abi °±lib, U£m±n bin 'Aff±n, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain.

Setiap ayat turun, Nabi menjelaskan kepada para penulis wahyu di bagian mana dari ayat-ayat yang turun lebih dulu atau di surah apa ayat itu diletakkan dan ditulis. Beliau melarang para sahabat menulis selain Al-Qur'an, baik itu penjelasannya yang menjadi tafsir dari ayat atau keterangan yang ditulis oleh para sahabat itu sendiri. Hadis Nabi saw seperti diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudri:

Jangan kalian menulis dariku apapun selain Al-Qur'an. Barang siapa yang menulis selain Al-Qur'an, hendaklah dia menghapusnya. (Riwayat Muslim)

Larangan secara umum itu adalah untuk menjaga kemurnian tulisan Al-Qur'an agar tidak bercampur-baur dengan tulisan-tulisan lain selain Al-Qur'an, baik bersumber dari Nabi saw maupun sahabat. Namun demikian, ada beberapa sahabat yang memang pandai baca tulis, menuliskan ucapan-ucapan Rasul sebagai penafsiran Al-Qur'an dan catatan mereka, seperti 'Abdull±h bin 'Umar, 'Abdull±h bin Mas'µd, Ali bin Abi °±lib, Ibnu Abbas, dan lain-lain.

Selain ditulis oleh para penulis wahyu dan sebagian sahabat, Al-Qur'an juga dihafal oleh para sahabat dan diwajibkan membacanya dalam salat.

Mengingat pentingnya peran tulis baca dalam menjaga otentisitas atau kemurnian Al-Qur'an, Nabi sangat menghargai orang-orang yang bisa tulis baca, dan menganjurkan sahabat-sahabatnya untuk mempelajarinya. Setelah Perang Badar, Nabi memanfaatkan para tawanan perang Badar yang pandai baca tulis untuk menebus dirinya dengan mengajar baca tulis 10 orang anakanak muslim. Dengan keputusan Rasul ini, semakin banyak orang yang bisa baca tulis, semakin banyak pula orang yang bisa mencatat dan menghafal Al-Qur'an.

Dengan demikian, ada tiga faktor yang membantu menjaga kelestarian tulisan dan bacaan Al-Qur'an:

- 1. Tulisan atau naskah yang ditulis para penulis wahyu.
- 2. Hafalan dari para sahabat yang sangat antusias menghafalnya.

3. Tulisan atau naskah pribadi yang ditulis oleh para sahabat yang sudah lebih dulu pandai baca tulis seperti 'Abdull±h bin 'Umar, 'Abdull±h bin Mas'µd, Ali bin Abi °±lib, dan lain-lain.

Selain tiga faktor di atas, Malaikat Jibril selalu mengecek bacaan Al-Qur'an Rasulullah setiap tahun. Ketika pengecekan, Rasulullah disuruh mengulang bacaan Al-Qur'an yang telah diturunkan. Bahkan sebelum wafat, Malaikat Jibril mengecek dua kali.

Nabi sendiri sering mengecek bacaan sahabatnya. Mereka disuruh membaca Al-Qur'an di hadapannya, dan beliau membetulkan bacaan mereka.

Nabi wafat sesudah Al-Qur'an selesai diturunkan dan telah dihafal oleh orang banyak menurut tertib susunan Al-Qur'an yang kita baca sekarang ini, sesuai dengan petunjuk yang diberikannya ketika membaca Al-Qur'an, baik di dalam maupun di luar salat. Dengan cara pengamalan yang praktis di atas, Al-Qur'an bisa terpelihara kemurniannya dan tersebar dengan mudah di masyarakat.

Sesudah Rasulullah saw wafat, para sahabat sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Pada permulaan masa pemerintahannya banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya menjadi murtad dan ada pula di antara mereka mendakwakan diri menjadi nabi. Oleh karena itu, Abu Bakar memerangi mereka. Dalam peperangan ini telah gugur 70 orang penghafal Al-Qur'an dan sebelum itu telah gugur pula beberapa orang. Atas anjuran Umar bin Kha-±b dan diterima oleh Abu Bakar, maka Zaid bin ¤abit ditugaskan menulis kembali Al-Qur'an yang naskahnya telah ditulis pada masa Nabi dan didukung oleh hafalan para sahabat yang masih hidup. Setelah selesai menuliskannya dalam lembaran-lembaran, diikat dengan benang, tersusun menurut urutan yang telah ditetapkan Rasulullah, mushaf itu kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, mushaf ini diserahkan kepada penggantinya Umar bin al-Kha<sup>--</sup>±b. Setelah Umar meninggal mushaf ini disimpan di rumah Haf; ah, putri Umar dan istri Rasulullah, sampai kepada masa pembukuan Al-Qur'an di masa khalifah U£m±n bin 'Aff±n.

Di masa khalifah U£m±n bin 'Aff±n, daerah pemerintahan Islam telah sampai ke Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Dengan demikian, para sahabat waktu itu telah terpencar-pencar di Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Ke mana mereka pergi dan di mana mereka tinggal, Al-Qur'an Al-Karim itu tetap menjadi imam mereka, di antara mereka banyak yang hafal Al-Qur'an. Mereka mempunyai naskahnaskah Al-Qur'an, tetapi naskah-naskah yang mereka miliki itu tidak sama susunan surah-surahnya karena dicatat sesuai dengan pemahaman mereka atau masih bercampur dengan penjelasan-penjelasan Rasul sebagai tafsirnya.

Hal ini menimbulkan pertikaian tentang bacaan Al-Qur'an di antara mereka. Asal mula perbedaan bacaan ini ialah karena Rasulullah sendiri memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab yang berada di masanya,

untuk membacakan dan melafazkan Al-Qur'an itu menurut dialek mereka masing-masing. Kelonggaran ini diberikan Nabi supaya mereka mudah mengucapkan dan menghafal Al-Qur'an.

Tetapi kemudian timbul kekhawatiran bahwa pertikaian tentang bacaan Al-Qur'an ini kalau dibiarkan saja akan mendatangkan perselisihan dan perpecahan yang tidak diinginkan di kalangan kaum Muslimin.

Orang yang mula-mula menunjukkan perhatiannya tentang hal ini adalah seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman. Beliau ikut dalam peperangan menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Selama dalam perjalanan, ia pernah mendengar kaum Muslimin bertikai tentang bacaan beberapa ayat Al-Qur'an dan pernah mendengar perkataan seorang muslim kepada temannya, "Bacaan saya lebih baik daripada bacaanmu."

Ketika hal ini disampaikan kepada Khalifah U£m±n bin 'Aff±n, beliau langsung menyetujui dilakukannya penulisan Al-Qur'an, maka segera dibentuk tim yang terdiri dari para penulis wahyu, seperti Zaid bin ¤ābit yang menjadi ketua tim, 'Abdull±h bin Zubair, Sa'³d bin 'A¡ dan 'Abdurrahm±n bin Hari; bin Hisyam, dan lain-lain.

Mushaf yang berisi lembaran bertuliskan Al-Qur'an, yang pernah disusun oleh Khalifah Abu Bakar, dan disimpan di rumah  $\dagger$  af $_{i}$ ah, diminta kembali oleh U£man. Karena tim ini bertugas menyalin kembali tulisan Al-Qur'an yang ada di mushaf tersebut dan menyeragamkan bacaan dan tulisannya. Hasil kerja tim ini akan menjadi acuan dan rujukan bagi bacaan Al-Qur'an umat Islam di seluruh dunia.

Dalam menjalankan tugasnya, tim ini memberlakukan syarat-syarat berikut:

- 1. Tidak ditulis kecuali yang diyakini betul-betul Al-Qur'an, dengan mengacu pada tulisan dan hafalan sahabat.
- 2. Tidak ditulis kecuali ayat-ayat yang diyakini tidak pernah dinasakh.
- Jika ada kata yang memiliki beberapa bacaan berbeda, maka ditulis dengan dialek Quraisy karena mayoritas Al-Qur'an ditulis dalam dialek itu.
- 4. Jika ada dua bacaan berbeda tetapi bisa ditampung dalam satu tulisan, ditulis dalam satu tulisan seperti *malik* dan *m±lik*.

Mushaf yang sudah diseragamkan bacaannya itu dikenal dengan nama *al-Mu¡¥af al-Im±m* atau *al-Mu¡¥af al-'U£m±n³*. Mushaf ini digandakan menjadi lima mushaf, masing-masing dikirim ke Mekah, Syiria, Basrah, Kufah, dan sebuah ditinggalkan di Medinah.

Demikianlah Al-Qur'an itu dibukukan pada masa sahabat. Semua mushaf yang diterbitkan kemudian harus disesuaikan dengan al-Mu¡¥af al-Im±m. Kemudian usaha menjaga kemurnian Al-Qur'an itu tetap dilakukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, sampai kepada generasi yang sekarang ini.

Untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an itu di Indonesia dilakukan dalam bermacam-macam usaha, di antaranya ialah:

- 1. Membentuk "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an" yang bertugas antara lain meneliti semua mushaf yang akan dicetak sebelum diedarkan ke masyarakat. Tim berada di bawah pengawasan Menteri Agama.
- 2. Pemerintah telah mempunyai naskah Al-Qur'an yang menjadi standar dalam penerbitan Al-Qur'an di Indonesia, yang telah disesuaikan dengan Mushaf al-Im±m.
- 3. Mengadakan Musabaqah Tilawatil Qur'an setiap tahun yang ditangani dan diurus oleh negara.
- 4. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat muslim, seperti membentuk lembaga pendidikan, kajian, dan tahfiz Al-Qur'an

#### Kedua:

Setelah 'U£m±n bin 'Aff±n wafat, al-Mu¡¥af al-Im±m tetap dianggap sebagai pegangan satu-satunya oleh umat Islam dalam bacaan Al-Qur'an. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa perbedaan dalam bacaan tersebut. Sebab-sebab timbulnya perbedaan itu dapat disimpulkan dalam dua hal:

Pertama: Penulisan Al-Qur'an itu sendiri yang belum sempurna.

Kedua: Perbedaan dialek orang-orang Arab.

Penulisan Al-Quran itu dapat menimbulkan perbedaan karena al-Mu¡¥af al-Im±m ditulis oleh sahabat-sahabat yang tulisannya belum dapat dikatakan tulisan yang sempurna karena belum mendapat tanda baca dan titik. Sebagaimana yang diterangkan Ibnu Khaldun dalam bukunya "Muqaddimah Ibnu Khaldun", ia berkata, "Perhatikanlah akibat-akibat yang terjadi karena tulisan mushaf yang ditulis sendiri oleh para sahabat dengan tangannya. Tulisan itu belum sempurna, sehingga kadang-kadang terjadi beberapa kesalahan dalam memahami bacaan dari tulisan tersebut karena tanpa titik dan baris."

Adapun perbedaan dialek orang-orang Arab yang telah ditoleransi oleh Rasulullah menimbulkan macam-macam *qira'at* (bacaan), sehingga pada tahun 200 Hijriah muncullah ahli-ahli *qira'at* yang tidak terhitung banyaknya.

Di antara dialek-dialek bahasa Arab yang terkenal ialah lahjah Quraisy, Hu®ail, Tamim, Asad, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'ad. Pada waktu itu muncullah para ahli qira'at yang masyhur, dan yang termasyhur ada tujuh orang, yaitu: 'Abdull±h bin Amir, Abu' Ma'bad 'Abdull±h bin Ka£ir, Abu Bakar A¡im bin Abi an-Najud, Abu Amr bin A'la, Nafi' bin Abi Nu'aim, Abul Hasan 'Ali bin Hamzah al-Kisā'i, Abu Jarah bin Habib Ibnu Zayyat/Hamzah. Qira'at-qira'at itu dipopulerkan orang dengan nama "Qira'at Sab'ah" (bacaan yang tujuh).

Sebagaimana diterangkan di atas, Al-Qur'an mula-mula ditulis tanpa titik dan baris, namun hal ini tidak mempengaruhi bacaan Al-Qur'an karena para sahabat dan para tabi'in selain hafal Al-Qur'an juga orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu, mereka dapat membacanya dengan baik

dan tepat. Tetapi setelah agama Islam tersiar dan banyak bangsa yang bukan Arab memeluk agama Islam, sulit bagi mereka membaca Al-Qur'an tanpa titik dan baris. Sangat dikhawatirkan bahwa hal ini akan menimbulkan kesalahan dalam bacaan Al-Qur'an.

Maka Abul Aswad Ad-Du'ali mengambil inisiatif untuk memberi tandatanda baca dalam Al-Qur'an dengan tinta yang berlainan warnanya. Tanda titik ialah titik di atas untuk *fat¥ah*, titik di bawah untuk *kasrah*, titik sebelah kiri atas untuk *«amah*, dan dua titik untuk *tanwin*. Hal ini terjadi pada masa Ali bin Abi °±lib.

Kemudian di masa khalifah Abdul Malik bin Marwan, Nasr bin Ajim, dan Yahya bin Ya'mar menambahkan tanda-tanda untuk huruf-huruf yang bertitik dengan tinta yang sama dengan tulisan Al-Qur'an untuk membedakan antara maksud dari titik Abul Aswad Ad-Du'ali dengan titik yang baru ini. Titik Abul Aswad adalah untuk tanda baca dan titik Nasr bin Ajim adalah titik huruf. Cara penulisan semacam ini tetap berlaku pada masa Bani Umayyah, dan pada permulaan kerajaan Abbasiyah, bahkan tetap pula dipakai di Spanyol sampai pertengahan abad keempat hijriah. Kemudian ternyata cara pemberian tanda seperti ini masih menimbulkan kesulitan bagi para pembaca Al-Qur'an karena terlalu banyak titik, sedang titik itu lama kelamaan hampir menjadi serupa warnanya.

Maka al-Khalil mengambil inisiatif untuk membuat tanda-tanda yang baru, yaitu wau kecil (  $_{\mathfrak{I}}$  ) di atas untuk *«ammah*, huruf *alif* kecil (  $_{\mathfrak{I}}$  ) untuk tanda *fat¥ah*, huruf *ya* kecil (  $_{\mathfrak{I}}$  ) untuk tanda *kasrah*, kepala huruf  $_{\mathfrak{I}}$  outuk tanda *syiddah*, kepala ha (  $_{\mathfrak{I}}$  ) untuk *sukun* dan kepala *'ain* (  $_{\mathfrak{I}}$  ) untuk *hamzah*.

Kemudian tanda-tanda ini dipermudah dengan dipotong dan ditambah sehingga menjadi bentuk yang ada sekarang.

Demikianlah usaha Nabi Muhammad saw dan kaum Muslimin memelihara dan menjaga Al-Qur'an dari segala macam campur tangan manusia, sehingga Al-Qur'an yang ada pada tangan kaum Muslimin pada masa kini, persis sama dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Ini merupakan bukti dari jaminan Allah yang akan tetap memelihara Al-Qur'an untuk selamanya.

#### Kesimpulan

- 1. Allah swt menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw dengan perantaraan Jibril untuk menjadi petunjuk bagi manusia.
- 2. Allah swt menjamin kemurnian dan kesucian Al-Qur'an untuk selamalamanya melalui umatnya yang selalu berupaya menjaga kelestarian Al-Qur'an.

#### SIKAP UMAT DAHULU TERHADAP SERUAN RASUL

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْلَاقَلِيْنَ ۞ وَمَا يَأْتِيُمْ مِّنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوالِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ۞ كَذَٰ لِكَ نَسُلُكُ فَ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ شُنَّةُ الْاَقْلِيْنَ ۞ وَلَوْ فَتَحْنَاعَلَيْمُ مَ البَّامِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّولَ فَتْ عِيمُ كُونَ ۞ لَقَالُوٓ الزَّمَا اللَّهِ عَلَيْنَ ۞ وَلَوْ فَتَحْنَاعَلَيْمُ مَ البَّامِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّولَ فَتْ عِيمُ

Terjemah

(10) Dan sungguh, Kami telah mengutus (beberapa rasul) sebelum engkau (Muhammad) kepada umat-umat terdahulu. (11) Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolokolokkannya. (12) Demikianlah, Kami memasukkannya (olok-olok itu) ke dalam hati orang yang berdosa. (13) Mereka tidak beriman kepadanya (Al-Qur'an) padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. (14) Dan kalau Kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya, (15) tentulah mereka berkata, "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir."

#### (al-¦ ijr/15: 10) شيّع ' (al-

Bentuk jamak dari *syi'ah*. Terambil dari kata *sya'a* artinya "tersiar". *Syi'ah* berarti orang-orang yang dijadikan sumber kekuatan oleh orang lain dan menyebabkan orang itu menjadi dikenal. Sering diterjemahkan dengan "kelompok" atau "suku". Contohnya adalah ayat yang artinya, "*Ini adalah dari kelompoknya dan ini dari musuhnya*," (al-Qa¡a¡/28: 15). Maksudnya: salah seorang yang berkelahi itu adalah dari suku Musa, yaitu Bani Israil, dan yang seorang lagi dari suku Mesir. Musa meninju orang itu yang menyebabkan kematiannya.

Bentuk jamaknya misalnya dalam Surah al-¦ ijr/15: 10 ini, "Dan sungguh Kami telah mengutus sebelummu kepada kelompok-kelompok yang terdahulu." Maksudnya, Allah telah mengutus para rasul yang juga manusia kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, bukan malaikat. Oleh karena itu, bila Nabi Muhammad disanggah oleh umatnya, itu hal yang sudah lumrah, sehingga ia tidak perlu kecewa.

#### Munasabah

Ayat-ayat yang lalu menerangkan jaminan Allah swt terhadap kesucian dan kemurnian Al-Qur'an. Allah menjamin kemurnian dan kesucian Al-

Qur'an itu dari campur tangan manusia, akan memelihara lafaz dan maknanya, susunan dan bacaannya sampai akhir zaman nanti. Dalam ayatayat berikut ini dijelaskan sikap umat terdahulu terhadap para rasul yang diutus kepada mereka. Mereka telah memperolok-olokkan Rasulullah saw dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya.

#### Tafsir

(10-11) Dengan ayat ini Allah swt menghibur hati Nabi Muhammad saw yang sedang bersedih hati dan mengalami penderitaan akibat olok-olok, cercaan, dan kezaliman orang-orang musyrik Mekah. Beliau merasa sedih atas kebodohan kaumnya yang tidak mau memahami Al-Qur'an, bahkan menuduh dirinya orang gila. Allah swt menerangkan bahwa apa yang sedang dialami Nabi Muhammad itu telah dialami pula oleh para rasul sebelumnya yang diutus kepada umat-umat yang dahulu. Hampir semua umat itu memperolok-olokkan para rasul bahkan di antara mereka ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan rasul dan tetap melaksanakan adat kebiasaan dan kepercayaan warisan nenek moyang mereka. Hampir semua rasul diutus kepada kaumnya sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Pada umumnya, para rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya, tetapi semua rasul adalah orang-orang yang amanah, tabah, dan sabar melaksanakan tugas-tugas yang dipikulkan kepada mereka.

Dengan ayat ini, seakan-akan Allah swt menegaskan kepada Nabi Muhammad agar tidak berputus asa disebabkan oleh sikap dan tindakan orang-orang kafir itu, karena semua rasul mengalami cobaan dan tantangan seperti itu. Sikap orang kafir yang demikian itu adalah karena akhlak mereka telah rusak, dan nafsu telah mengalahkan semua kebenaran yang mungkin bisa masuk ke dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menerima kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan kepada mereka.

(12-13) Ayat ini menerangkan tanggapan orang kafir terhadap Al-Qur'an. Mereka memperolok-olokkannya dan tidak menerimanya. Hal ini disebabkan oleh sikap ingkar dan memperolok-olokkan itu telah tumbuh subur di dalam hati mereka, sehingga dalam diri mereka tidak ada lagi kesediaan menerima kebenaran. Di dalam hati mereka, tidak ada lagi pelita yang memancarkan cahaya yang dapat menuntun dan menerangi jalan menuju kebenaran. Keadaan mereka itu sama dengan keadaan umat-umat yang dahulu menerima kitab Allah yang disampaikan oleh para rasul, namun tidak ada yang berbekas sedikit pun di dalam hati mereka.

Oleh karena itu, bagi umat yang telah diutus kepada mereka para rasul, namun mereka mengingkari seruan rasul itu, berlaku sunatullah, yaitu Allah akan membinasakan setiap orang yang mendurhakai rasul dan risalah yang disampaikannya, serta menolong dan memberi kemenangan kepada orangorang yang menerima seruannya.

Pada suatu saat nanti, orang-orang kafir akan mengetahui kebenaran berita dan peringatan Al-Qur'an, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah swt:

## وَلَتَعُلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَحِينٍ

Dan sungguh, kamu akan mengetahui (kebenaran) beritanya (Al-Qur'an) setelah beberapa waktu lagi. (¢±d/38: 88)

Kebenaran berita-berita Al-Qur'an yang dimaksud ayat di atas ada yang terlaksana di dunia, seperti kebenaran janji Allah kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan menang dalam peperangan melawan kaum musyrikin, dan ada yang terlaksana di akhirat, seperti kebenaran janji Allah tentang balasan dan perhitungan yang akan dilakukan terhadap manusia di hari akhir nanti.

(14-15) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang musyrik Mekah itu adalah orang-orang yang sangat ingkar dan tidak mau menerima kebenaran. Keadaan mereka seperti itu dilukiskan Allah dalam ayat ini. Seandainya Allah membukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan menyediakan tangga untuk naik ke langit itu, maka mereka pun akan naik.

Seandainya mereka melihat malaikat-malaikat di langit atau suatu keajaiban yang merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, mereka tidak akan mengakuinya, bahkan mereka mengatakan, "Mata kami telah dikaburkan sehingga kami tidak melihat dengan jelas suatu tanda yang ada di hadapan kami. Apa yang terlihat oleh kami tidak lain hanyalah khayalan belaka, sebagai hasil sihir Muhammad yang telah menyihir kami, sehingga kami tidak lagi melihat hakikat kebenaran." Ayat ini senada dengan firman Allah swt:

Dan sekiranya Kami turunkan kepadamu (Muhammad) tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." (al-An'±m/6: 7)

#### Kesimpulan

1. Allah swt telah mengutus beberapa orang rasul kepada umat-umat yang terdahulu dan setiap rasul itu diperolok-olokkan oleh kaumnya. Namun demikian, rasul itu tetap tabah dan sabar melaksanakan tugasnya karena ia percaya dengan sesungguhnya bahwa Allah pasti menolong hambahamba-Nya yang beriman.

- 2. Allah swt menerangkan sikap orang kafir terhadap Al-Qur'an. Mereka tidak mau beriman kepadanya karena dalam diri mereka tidak ada kesediaan untuk menerima kebenaran lagi, hati mereka telah tertutup.
- 3. Bagi orang kafir yang memperolok-olokkan Al-Qur'an berlaku sunatullah, yaitu Allah swt akan mengazab mereka.
- 4. Hati orang-orang kafir tertutup terhadap Al-Qur'an, sehingga bukti-bukti apa pun yang dikemukakan kepada mereka, tetap tidak akan membuat mereka beriman.

#### TANDA-TANDA KEKUASAAN DAN KEBESARAN ALLAH

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَّاءِ بُرُ وَجًا وَّرَيَّتُهَا لِلنَّظِرِيْنَ ۗ وَحَفِظُنُهَا مِنْكُلِ شَيْطُنٍ رَّجِيْدٍ ۞ اِلاَّمَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتُبُعَهُ شِهَا كُمُّبِيْنٌ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدُنُهَا وَٱلْقَيْنَا فِيْهَارَ وَاسِيَ وَٱنْبُتُنَا فِيْهَا مِنْكُلِ شَيْءٍ مِّوْزُونٍ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُرُ وْيُهَا مَعَالِيشَ وَمَنْ أَسْتُمْرُ لَهُ بِرَازِقِيْنَ ۞

#### Terjemah

(16) Dan sungguh, Kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandang(nya), (17) dan Kami menjaganya dari setiap (gangguan) setan yang terkutuk, (18) kecuali (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dikejar oleh semburan api yang terang. (19) Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. (20) Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

(al-¦ijr/15: 18) اسْتَرَقَ السَّمْعَ Kosakata: *Istaraqa as-Samʻa* 

Istaraqa terambil dari akar kata saraqa yaitu mengambil yang bukan haknya secara sembunyi. Penambahan hamzah dan ta' ke dalam kata itu mengandung arti upaya yang dipaksakan. Istaraqa berarti memaksakan mencuri sehingga menimbulkan perasaan tertekan yang amat sangat di dalam hati pencuri. AI-Sam' artinya "pendengaran". Istaraqa as-sam' berarti "mencuri-curi dengar". Yang dimaksud di sini adalah bahwa setan mencuri-curi dengar percakapan yang terjadi di 'arasy antara Allah dengan malaikat dalam menyampaikan titah-titah-Nya dan antara malaikat-malaikat

sendiri dalam menyampaikan titah itu kepada sesama mereka. Mereka mencuri-curi dengar karena takut menghampiri 'Arasy itu, karena bila mereka mendekatinya mereka akan disembur dengan panah-panah berapi. Karena mencuri-curi itu, maka informasi yang mereka terima tidak lengkap. Informasi itu mereka sampaikan kepada manusia, yaitu kepada dukun-dukun atau peramal-peramal yang lalu menambah-nambahnya. Karena tidak akurat dan ditambah-tambah, maka informasi itu menjadi satu kebohongan. Itulah yang dipercayai dan diyakini manusia yang percaya kepada dukun-dukun atau tukang-tukang ramal.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan keingkaran orang-orang kafir. Sekalipun kepada mereka telah dikemukakan bukti-bukti dan tandatanda kekuasaan dan kebesaran Allah, mereka tetap tidak akan beriman. Pada ayat-ayat ini, Allah swt menerangkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran-Nya di langit dan di bumi. Langit dihiasi dengan bintang-bintang yang bertaburan, matahari yang bersinar, dan bulan yang bercahaya, sedangkan bumi dengan gunung-gunungnya yang menjulang dan ngaraingarainya yang dalam dan sebagainya.

#### **Tafsir**

(16) Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt menciptakan berbagai benda angkasa berupa planet yang tidak terhitung banyaknya, bulan, dan bintang yang kesemuanya menghiasi langit, sehingga menarik hati orang-orang yang memandangnya. Semua itu menjadi bahan pemikiran bagi orang-orang yang mau berpikir, terutama dalam mencari manfaatnya bagi manusia dan kemanusiaan, sebagaimana firman Allah swt dalam ayat yang lain:

Mahasuci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. (al-Furq±n/25: 61-62)

Pada ayat yang lain, Allah swt menerangkan pula:

Dan sungguh, telah Kami hiasi langit yang dekat, dengan bintang-bintang. (al-Mulk/67: 5)

Bintang-bintang yang diciptakan Allah itu ada yang tidak bercahaya dan ada pula yang bercahaya, berkelap-kelip di malam hari, sebagaimana firman Allah swt:

Lalu diciptakan-Nya tujuh langit dalam dua masa dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat (dengan bumi), Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan (Kami ciptakan itu) untuk memelihara. Demikianlah ketentuan (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui. (Fu¡¡ilat/41: 12)

Dan firman Allah swt:

Dan sungguh, telah Kami hiasi langit yang dekat, dengan bintang-bintang dan Kami menjadikannya (bintang-bintang itu) sebagai alat-alat pelempar setan, dan Kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. (al-Mulk/67: 5)

Benda-benda angkasa itu merupakan petunjuk bagi para musafir yang berjalan di tengah-tengah padang pasir di malam hari, kapal-kapal yang berlayar di tengah lautan, serta kapal terbang dan kapal ruang angkasa yang terbang menuju tempat tujuannya. Peredaran matahari, bulan, dan bintang dapat pula dijadikan dasar untuk mengetahui bilangan hari, bilangan tahun, dan perhitungan waktu, sebagaimana firman Allah swt:

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Yunus/10: 5)

Suasana malam di saat langit cerah tidak berawan, bintang-bintang bertaburan di angkasa raya dan cahayanya yang hilang-hilang timbul, dan cahaya bulan purnama menimbulkan ketenteraman dalam hati bagi orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Semua itu menambah kuat imannya,

sehingga tanpa disadari mulutnya mengucapkan kata-kata yang mengagungkan Allah.

(17-18) Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt menjaga langit dan isinya dari setan yang terkutuk. Pada ayat yang lain Allah swt berfirman:

Dan (Kami) telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. ( $a_i$ - $$\psi$ tf\tan 1.7)

Sementara itu ada setan yang tidak mengindahkan larangan-larangan Allah. Ia mencari berita yang mungkin didengarnya dari para malaikat, maka setan-setan yang demikian itu diburu oleh semburan api yang membakar, sehingga ia lari dan tidak sempat mendengar pembicaraan para malaikat itu. Hal ini dijelaskan oleh firman Allah swt:

Mereka (setan-setan itu) tidak dapat mendengar (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. (a¡-¢±ff±t/37: 8)

Dan firman Allah swt:

Dan sesungguhnya kami (jin) telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, dan sesungguhnya kami (jin) dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar (berita-beritanya). Tetapi sekarang siapa (mencoba) mencuri dengar (seperti itu) pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai (untuk membakarnya). (al-Jinn/72: 8-9)

Seperti yang tersebut di atas bahwa ada beberapa ayat yang menerangkan berbagai usaha setan untuk mendengarkan pembicaraan para malaikat di langit, tetapi sebelum sempat ia mendengarkannya, ia dikejar dan dibakar oleh semburan api yang panas. Hal ini termasuk perkara yang gaib karena sukar diketahui dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia dan tidak dapat pula diketahui hakikatnya, serta bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan maksud ayat yang sebenarnya. Karena yang menerangkan hal ini adalah Al-Qur'an dan pikiran manusia belum sampai kepadanya, maka bagi kaum Muslimin wajib mengimaninya, dan percaya bahwa langit dan

bumi serta alam semesta ini adalah milik Allah Yang Maha Pencipta. Allah swt menjaga dan mengatur semua milik-Nya itu. Bagaimana cara Dia mengatur dan menjaga, sangat sedikit pengetahuan manusia tentang hal itu. Demikian pula bagaimana setan mengintip pembicaraan para malaikat dan bagaimana bentuk semburan api itu memburu setan. Hanya Allahlah Yang Mengetahui.

(19) Setelah Allah swt menerangkan tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya di langit, dalam ayat ini Allah menerangkan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang dapat dilihat, diketahui, dirasakan, dan dipikirkan oleh manusia. Di antaranya, Allah menciptakan bumi seakan-akan terhampar, sehingga mudah didiami manusia, memungkinkan mereka bercocok tanam di atasnya, dan memudahkan mereka bepergian ke segala penjuru dunia mencari rezeki yang halal dan bersenang-senang.

Allah menciptakan di bumi jurang-jurang yang dalam dan dialiri sungai-sungai yang kecil yang kemudian bersatu menjadi sungai yang besar menuju lautan luas. Diciptakan-Nya pula gunung-gunung yang menjulang ke langit, dihiasi oleh aneka ragam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau, yang menyenangkan hati orang-orang yang memandangnya, sebagaimana firman Allah:

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan; Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir. (ar-Ra'd/13: 3)

Ayat 19 Surah al-¦ ijr ini menyiratkan bagaimana proses geologi berjalan puluhan, ratusan bahkan jutaan tahun. Berdasarkan kajian saintis, pada dasarnya proses geologi berupa siklus yang tiada berhenti. Di dasar lautan, seperti di Lautan Pasifik misalnya, berjalan suatu proses penghamparan material-material magmatik yang keluar dari punggungan tengah samudra secara terus-menerus dan membentuk lempeng samudra [lihat keterangan an-Naml/27: 88 dan at-° µr/52: 6]. Lempengan ini terus bergerak dan menabrak lempengan lainnya.

Sementara itu berjalan pula proses erosi yang bermula dari tempat-tempat yang tinggi dan untuk kemudian material hasil erosi ini dihamparkan dan diendapkan pada tempat-tempat yang lebih rendah. Endapan ini kemudian mengalami tekanan akibat pergerakan lempengan-lempengan dan membawa lapisan-lapisan batuan hasil erosi ini tertekuk dan terangkat, sampai membentuk pegunungan. Lihat pula an-Na¥I/16: 15 yang terkait dengan ayat ini.

Betapa agungnya Allah yang menciptakan semuanya itu yang dapat dirasakan manfaat dan nikmatnya oleh manusia, tetapi kebanyakan mereka ingkar kepada Sang Penciptanya.

Allah telah menciptakan beraneka ragam tanam-tanaman dan tumbuhtumbuhan, masing-masing mempunyai ukuran dan kadar yang ditentukan. Pohon durian yang batangnya kokoh itu serasi dengan buahnya yang besar dan berduri. Batang padi serasi dan sesuai pula dengan buahnya yang bertangkai dan tanah untuk tempat tumbuhnya. Demikian pula tumbuhtumbuhan yang lain diciptakan Allah seimbang, serasi, dan sesuai dengan iklim, keadaan daerah, dan keperluan manusia atau binatang tempat ia tumbuh. Sementara itu, perbedaan daerah dan tanah tempat tumbuh suatu pohon akan menimbulkan perbedaan rasa dan ukuran buahnya. Unsur gula di dalam tebu berlainan dengan unsur gula dalam air kelapa, berlainan manisnya dengan mangga dan jeruk. Buah salak sewaktu masih berupa putik dikelilingi oleh duri-duri yang tajam, tetapi setelah ia masak, seakan-akan duri-duri itu menguakkan diri, sehingga mudah untuk manusia mengambil buahnya yang rasanya manis. Putik pepaya pahit rasanya sewaktu masih kecil, sehingga manusia tidak mau mengambil dan memakannya. Semakin besar putiknya itu, semakin berkurang rasa pahitnya, dan semakin dekat pula manusia kepadanya. Setelah masak, buahnya dipetik dan menjadi makanan yang disenangi. Demikian Allah menciptakan sesuatu dengan ukuran dan kadar yang tertentu, sehingga melihat kesempurnaan ciptaan-Nya itu akan bertambah pula iman di dalam hati orang yang mau berpikir dan bertambah pula keyakinan bahwa Allah adalah Maha Sempurna.

Allah swt berfirman:

## وَهُوَالَّذِيَّ اَنْشَاجَنَٰتٍمَعْمُ وَشَتٍ وَعَيْرَمَعَمُ وَشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرَْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاكِ مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ لِيَّكُ لُوَامِنْ ثَمَرِهَ إِذَا اَحْمَرَ وَاتْوَاحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوا أَيْ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِيْنَ

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (al-An'±m/6: 14)

(20) Ayat ini menerangkan anugerah Allah swt yang tidak terhingga kepada manusia, yaitu Dia telah menciptakan bermacam-macam keperluan hidup bagi manusia. Dia telah menciptakan tanah yang subur yang dapat ditanami dengan tanam-tanaman yang berguna dan merupakan kebutuhan

pokok baginya. Dia menciptakan air yang dapat diminum dan menghidupkan tanam-tanaman. Dia juga menciptakan burung yang beterbangan di angkasa yang dapat ditangkap dan dijadikan makanan yang enak dan lezat. Diciptakan-Nya laut yang di dalamnya hidup bermacam-macam jenis ikan yang dapat dimakan serta mutiara dan barang tambang yang diperlukan oleh manusia dan menjadi sumber mata pencaharian. Laut yang luas dapat dilayari manusia menuju segenap penjuru dunia. Dialah yang menciptakan segala macam sumber kesenangan bagi manusia itu.

Allah swt menciptakan pula binatang-binatang dan makhluk hidup yang lain yang rezekinya dijamin Allah. Allah telah memudahkan pula bagi manusia segala sumber kebutuhan hidup, yang bisa diolah menjadi pakaian, makanan, obat-obatan, dan sebagainya.

Allah menjadikan pula di bumi anak dan cucu sebagai penghibur dan penerus kehidupan manusia. Sebagian manusia menjadi pelayan atau pembantu, dan sebagian lainnya menjadi tuan atau atasan. Allah juga menciptakan binatang peliharaan dan kesenangan.

Ayat ini merupakan peringatan bagi manusia bahwa anak-anak, pembantu-pembantu, dan binatang ternak dijamin Allah rezekinya.

#### Kesimpulan

- 1. Allah swt telah menciptakan alam semesta, bulan, planet-planet, matahari dan bintang-bintang yang memancarkan cahaya dan menghiasi langit, dan memikat hati orang yang memandangnya. Semuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir.
- Allah swt menjaga alam semesta dengan segala isinya dari usaha setan yang ingin merusaknya. Jika ada setan yang ingin mencari-cari berita dari langit, maka Allah mengejarnya dengan semburan api yang membakar.
- Allah telah menjadikan bumi ini seperti hamparan yang tiada bertepi, sehingga mudah bagi manusia untuk menjadikannya tempat berdiam. Dia juga menciptakan dan menumbuhkan beraneka ragam tumbuhtumbuhan dengan kadar dan ukuran tertentu yang menunjukkan kesempurnaan Penciptanya.
- 4. Allah swt telah menciptakan di bumi segala macam keperluan hidup bagi manusia dan menciptakan bermacam jenis makhluk hidup yang dijamin Allah rezekinya.

#### ALLAH SUMBER SEGALA SESUATU

## ۅٙٳڹٛؾڹٞۺؙؽۣۼٟٳڵۘٲ؏ڹٛۮٵؘڂڔٙٳڽڎؙۮۅٙڡٵؙؽؙڗؚڶٛڎٙٳڷؖٳڣٙڎڔٟڡٞۼۘڷۏڝٟ۞ۅؘٲۯڛڷڹٵڶڔۜڮڂۘٷۅٟڡ ڡؙٲڹٛۯؙڬٵڡؚڹٳۺڡۜٵۼڡٚٲۼؙڡٛٲۺؘقؽڹػؙڡؙٷٞٷڡٙڡٙٲٲڹٛؿؙۯڶڎۑۻٵڒۻؽڹ۞ۅٙٳٮۜٞٲڬڿڽؙڽؙڿۣۅٙؽؙڡؿؾؙ ۅؘۼٛڽؙڷۅٳڎؚ۫ٛٷڹ۞ۅؘڸقَۮ۫ۼڷؽٵڷؙڡؙۺؾڤڔڡؽۣڹڡڹٛڴؙڒۅؘڸقۮۼۯڡؙٵڷؙڡؙۺؾٲ۫ڿڔؽڹٛ۞ۅٙٳڹۜۯؠۜڮۿۅؘ ڽڂۺؙۯۿؙؙڡٛٞڔؖ۠ٳڹۜڎڂڲؽ۫ڔٞۘۼڸؽڰۯۧ۞

Terjemah

(21) Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya; Kami tidak menurunkannya melainkannya dengan ukuran tertentu. (22) Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. (23) Dan sungguh, Kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi. (24) Dan sungguh, Kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu dan Kami mengetahui pula orang yang terkemudian. (25) Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Mahabijaksana, Maha Mengetahui.

(al- ¦ ijr/15: 22) لُوَ اقْحَ (al- ¦ ijr/15: 22)

Berasal dari akar kata *laqa¥a* artinya "membuahi". Pembuahan itu terjadi baik pada hewan, maupun tumbuhan. Yang membuahi yaitu unsur jantan disebut *l±qi¥*, jamaknya adalah *law±qi¥*. Dalam al-Qur'an kata *law±qi¥* hanya tersebut satu kali, yaitu dalam Surah al-Hijr/15: 22. Dalam ayat itu dinyatakan bahwa angin berfungsi membantu mempertemukan awan yang menghasilkan hujan.

#### Munasabah

Pada ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa Dia telah menciptakan di muka bumi segala macam keperluan hidup bagi manusia serta menjamin rezeki segala macam yang hidup dari makhluk-Nya. Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa keberadaan alam ini adalah atas kehendak-Nya, segala sesuatu yang ada di alam ini adalah milik-Nya, dan berada di bawah kekuasaan-Nya. Segala sesuatu yang ada, Dialah sumbernya, tidak ada yang sukar baginya. Dialah yang menentukan ada dan tiadanya sesuatu.

#### Tafsir

(21) Ayat ini menerangkan bahwa sumber segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Semua berasal dari khazanah atau simpanan perbendaharaan Allah, baik yang berupa sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Semua yang ada di atas bumi maupun di dalam perutnya diciptakan Allah untuk manusia. Manusia diberi tugas oleh Allah untuk mengelola, mengambil manfaat, dan memeliharanya. Hal ini ditegaskan Allah dalam Surah Hµd/11 ayat 61:

...Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (do'a hamba-Nya). (Hµd/11: 61)

Untuk dapat mengambil manfaat yang besar dari sumber daya alam (SDA) yang tersedia, manusia perlu mengembangkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM)-nya dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk betul-betul dapat menggali sumber daya alam itu perlu modal. Dengan kombinasi atau gabungan antara natural resources, yaitu sumber daya alam, skill atau keterampilan manusia, serta modal yang cukup, manusia dapat meraih rezeki dari Allah untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Hal ini sesuai dengan sunatullah yaitu orang yang diberi rezeki hanyalah yang berusaha dan bekerja keras mencarinya.

Berusaha dan bekerja keras untuk memperoleh rezeki dari khazanah perbendaharaan Allah ini juga harus disertai tanggung jawab untuk memelihara (konservasi) kekayaan dan sumber daya alam, dan tidak merusak serta menghancurkannya. Oleh karena itu, pada akhir ayat 61 Surah Hµd, Allah mengingatkan manusia supaya selalu mohon ampunan dan bertobat kepada Allah, serta menghentikan perbuatan-perbuatan yang merusak tatanan alam yang telah ditentukan dalam sunatullah. Hal ini dapat diketahui dari pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi.

Manusia yang baik menurut tuntunan agama Islam ialah yang dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam ibadah dan khilafah (melaksanakan tugas kepemimpinan dan pengelolaan alam yang baik). Dia memperoleh rezeki dengan bekerja dan berusaha secara baik dan sungguh-sungguh, bukan merusak dan menjadi beban bagi orang lain.

Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-¦±kim telah memberi tuntunan, antara lain:

Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi saw ditanya orang, "Usaha manakah yang paling baik?" Rasulullah berkata, "Usaha seseorang yang dikerjakan dengan tangannya dan semua jual beli yang mabrur (jual beli yang bersih tidak ada di dalamnya unsur-unsur tipuan, pemaksaan, dan sebagainya)." (Riwayat al-¦±kim)

Menurut hadis ini, rezeki yang baik ialah hasil kerja atau usaha yang baik dari orang itu sendiri (bukan pemberian orang lain), dan hasil dari jual beli yang mabrur. Yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur ialah jual beli yang dilakukan secara wajar, saling rela antara penjual dan pembeli, tanpa paksaan dan tidak ada kebohongan. Firman Allah:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nis±'/4: 29)

Menikmati rezeki dari usaha dan keringat sendiri atau hasil dari jual beli adalah cara terhormat sebagai manusia muslim, bukan karena pemberian dan belas kasihan orang lain dan bukan pula karena usaha yang dilarang agama, seperti mengambil hak, atau jual beli dengan memaksa atau tipu muslihat.

Allah Mahaadil dan Mahabijaksana dalam memberikan rezeki kepada para hamba-Nya. Maksudnya ialah memberikan dengan ukuran tertentu, sesuai dengan kebutuhan, keadaan, kemampuan, dan usaha orang tersebut. Dengan demikian, dalam pemberian rezeki tersebut tergambar kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya. Allah swt berfirman:

Katakanlah (Muhammad), "Milik siapakah apa yang di langit dan di bumi?" Katakanlah, "Milik Allah." Dia telah menetapkan (sifat) kasih sayang pada diri-Nya. (al-An'±m/6: 12)

Penganugerahan karunia dan nikmat Allah kepada para hamba-Nya itu disebutkan dalam Al-Qur'an dengan perkataan *anzala* (menurunkan), sebagaimana tersebut dalam firman-Nya yang lain:

...Dan Dia menurunkan delapan pasang hewan ternak untukmu... (az-Zumar/39: 6)

Dan firman Allah swt:

.... Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia.... (al-¦ ad³d/57: 25)

Sesuatu dikatakan turun apabila ia berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, baik dalam arti yang sebenarnya maupun dalam arti kiasan. Oleh karenanya, dari ayat ini dapat dipahami bahwa nikmat dan karunia itu berasal dari Allah Yang Mahatinggi lagi Mahakaya, dianugerahkan kepada makhluk yang lebih rendah daripada-Nya. Semua makhluk tergantung seluruh hidup dan kelanjutan kehidupannya kepada nikmat dan karunia Allah. Dengan demikian, merupakan suatu kewajiban bagi setiap makhluk mensyukuri nikmat dan karunia Allah dengan menghambakan diri kepada-Nya.

- (22) Allah menjelaskan sebagian nikmat yang ada dalam perbendaharaan-Nya, yaitu Dia telah mengembuskan angin untuk menyuburkan, mengembangkan, dan mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Pertumbuhan, perkembangan, dan perkawinan tumbuh-tumbuhan dengan perantaraan angin itu, maksudnya ialah:
- 1. Allah mengembuskan angin yang membawa awan yang mengandung hujan. Semakin lama awan yang diembuskan itu menjadi semakin berat dan hitam, hingga berubah menjadi mendung hitam pekat. Mengenai proses terbentuknya hujan, berikut penjelasan berdasarkan kajian ilmiah. Untuk menjelaskan terjadinya hujan, maka harus dilihat dalam suatu siklus air yang penuh. Semua air yang menguap, baik yang berasal dari anak sungai, sungai atau laut, membentuk uap air di atmosfer. Uap ini naik dan akan menjadi dingin saat mencapai atmosfer yang lebih tinggi. Jika terdapat banyak gas di atmosfer maka akan memadat menjadi kelompok gas yang disebut awan. Jika awan tersebut ditiup angin sehingga berkumpul sesamanya, dan naik ke atas sehingga mencapai bagian yang lebih tinggi lagi di lapisan atmosfer, maka uap air akan berubah menjadi tetes-tetes es. Debu, atau apa saja yang ikut menguap kemungkinan akan terperangkap oleh uap air atau tetes-tetes es. Dengan demikian, volume dan berat es yang terbentuk itu akan bertambah.

Ketika awan menjadi lebih dingin karena suhu atmosfer yang lebih rendah, air menjadi padat (es) dan jatuh, awalnya seperti tetes-tetes es yang sangat kecil, yang biasanya mencair sebelum mencapai tanah. Dengan demikian, tetes air akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Di beberapa pegunungan tinggi atau di bagian dunia yang dingin, es ini

tidak mencair sebelum mencapai tanah, sehingga jatuh dalam bentuk salju atau es.

Kemudian dari awan mendung itu turun hujan yang membasahi permukaan bumi, sehingga tanah yang semula kering menjadi subur. Tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman menjadi tumbuh dan berkembang lalu berbunga, berputik, dan berbuah. Sebagian buahnya hanya dapat dimanfaatkan manusia dan binatang, sedang sebagian yang lain tumbuh dan berkembang lagi untuk melanjutkan keturunan dan mempertahankan jenisnya dari kepunahan. Sebagian tumbuh-tumbuhan ada yang berkembang dengan menanam bagian batangnya. Dengan siraman air hujan, maka batang yang ditanam ini akan tumbuh dan berkembang.

Secara ilmiah dapat dijelaskan bahwa butiran air hujan mengandung bahan-bahan revitalisasi tersebut biasa dikenal dengan nama "surface tension droplets". Unsur-unsur ini diperoleh dari lapisan permukaan laut, yang biasa disebut "lapisan mikro" ikut menguap. Pada lapisan luar butir air hujan ditemukan banyak serasah organik yang berasal dari proses pembusukan (dekomposisi) algae renik dan zooplankton. Beberapa serasah ini mengumpulkan dan menyerap beberapa elemen, seperti fosfor, magnesium dan kalium, yang jarang terdapat dalam air laut. Serasah ini juga mengandung logam berat seperti tembaga, seng, kobalt dan besi. Tanaman di daratan, dan juga kehidupan di laut sendiri, akan memperoleh sebagian besar garam-garam mineral dan elemen lainnya yang diperlukannya untuk hidupnya bersamaan dengan datangnya air hujan.

Garam-garam yang turun bersama air hujan merupakan suatu miniatur dari pupuk yang biasa digunakan dalam pertanian (unsur-unsur NPK dan sebagainya). Logam berat di udara yang terbawa turun air hujan akan membentuk elemen yang meningkatkan produktivitas pada saat pertumbuhan dan pembuahan tanaman. Dengan demikian, hujan adalah sumber pupuk yang sangat penting. Para ahli memperkirakan, bahwa dengan pupuk yang dikandung pada butiran hujan saja, dalam waktu 100 tahun, tanah yang miskin hara dapat mengumpulkan semua elemen yang diperlukan untuk tumbuhnya pepohonan. Hutan juga tumbuh dan memperoleh keperluan hidupnya dari semua bahan kimia yang berasal dari laut. Dengan cara demikian, diperkirakan bahwa setiap tahun, sekitar 150 juta ton pupuk jatuh ke bumi.

Proses angin meniup awan, hingga menjadi hujan yang membasahi permukaan bumi, menghidupkan tanah yang mati, dijelaskan oleh firman Allah swt:

وَهُوَ الَّذِيِّ اَرْسَلَ الرِّيْحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهُ ۚ وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَآ هِ مَآ ۚ طَهُوْرًا لَا

- Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. (al-Furq±n/25: 48)
- 2. Allah swt mengembuskan angin yang menerbangkan tepung sari dari beragam bunga. Maka hinggaplah tepung sari jantan pada putik bunga, sehingga terjadilah perkawinan yang memunculkan bakal buah, dan buah-buahan menjadi masak terasa yang lezat dan nikmat bagi manusia serta bijinya dapat tumbuh dan berbuah pula di tempat lain. Menurut kajiian ilmiah, ayat diatas nampaknya memberikan isyarat tentang proses fenomena botanik yang dikenal dengan penyerbukkan atau persarian. Pada tumbuhan berbiji terbuka (*gymnospermae*) maka penyerbuk-an atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari (pollen) pada liang bakal biji (microphyl) yang berhubungan langsung dengan bakal-biji. Sedangkan pada jenis tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae), maka penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari (pollen) dari benang sari (stamen) ke kepala putik (stigma). Penyerbukan kemudian diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi. Inilah proses perkawinan di dunia botani (tumbuh-tumbuhan). Penyerbukan memerlukan perantara atau vektor. Berdasarkan perantara atau vektor, maka proses penyerbukan dikelompokkan menjadi penyerbukan oleh angin, air, atau hewan/ serangga. Kalimat dalam ayat diatas yang berbunyi 'Kami telah menjupkan angin untuk mengawinkan' mengisyarat-kan peristiwa penyerbukan dengan perantaraan angin, yang dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai *anemophily* atau *anemogamy*.
- 3. Hembusan angin dapat membersihkan kotoran debu yang hinggap pada batang dan daun tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuhan itu mudah bernafas dan menjadi besar, serta daunnya mudah menyerap sinar matahari yang menambah kekokohan dan kesuburannya.

Hal ini memberikan pelajaran bagaimana manusia membuat perkawinan buatan (al-talq<sup>3</sup>¥ al-j in±'i) pada berbagai macam pohon bunga dan buahbuahan. Dengan cara itu dapat dihasilkan bunga dengan buah yang banyak. Bahkan dengan perkawinan silang antar beberapa jenis buah, dapat dihasilkan bunga yang lebih indah dan lebih banyak warna, serta buah yang lebih lezat atau lebih besar ukurannya.

Dari perkawinan buatan pada tumbuh-tumbuhan, manusia kemudian dapat mengembangkan perkawinan buatan pada beberapa binatang ternak seperti sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Perkawinan buatan ini menghasilkan ternak yang lebih besar dan banyak dagingnya, serta lebih tahan terhadap penyakit. Demikian jika manusia mau belajar dari petunjuk-petunjuk Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Nikmat Allah swt yang lain yang berhubungan dengan air yang diturunkan-Nya dari langit sebagaimana tersebut dalam ayat ini ialah: Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian air itu dijadikan bagi manusia

sebagai minuman yang dapat melepaskan dahaga, sebagaimana firman Allah swt:

Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan? Sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur? (al-W±qi'ah/56: 68-70)

Dan firman Allah swt:

Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, agar (dengan air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan Kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. (al-Furq±n/25: 48-49)

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah yang mengatur air hujan kapan diturunkan dan di kawasan mana sesuai dengan kehendak-Nya. Akan tetapi, manusia bertugas mengatur pemakaian dan penyimpanan air di bumi supaya hujan yang merupakan rahmat itu tidak berubah menjadi bencana. Dengan kehendak-Nya, Allah menganugerahkan air kepada manusia, sehingga mereka dapat minum, mencuci, mengairi sawah dan ladang, dan memberi minum binatang ternak. Air itu mengairi sungai-sungai, danau-danau, dan lautan yang dapat dilayari manusia dan menjadi salah satu sumber rezeki dan kehidupan yang tidak habis-habisnya. Jika Allah swt menghendaki, disimpan-Nya air itu di dalam tanah atau di perut bumi yang dapat digali dan dipompa oleh manusia yang memerlukannya, terutama pada musim kemarau. Hal ini diterangkan Allah swt dalam firman-Nya yang lain

Dan Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti Kami berkuasa melenyapkannya. (al-Mu'minµn/23: 18)

Dan firman-Nya:

## اَلَمْ تَرَ اَنَا اللهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاْءِ مَا اَءَ فَسَلَكَ لَا يَسَالِيَعَ فِ الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرَعًا تُحْتَلِفًا اللهَ الْوَاللهُ اللهُ ا

Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. (az-Zumar/39: 21)

(23) Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dialah yang menghidupkan manusia jika Ia menghendaki, dan Dia pula yang mematikannya jika Dia menghendaki.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan Ibnu Jar³r a⁻-° abar³ dalam tafsirnya, jika semua yang hidup ini telah mati, maka di saat itu hanya Allah sajalah yang hidup, karena hanya Dia sajalah yang kekal. Kemudian Allah membangkitkan manusia kembali untuk ditimbang dan dihitung amal perbuatannya, sebagaimana firman Allah swt:

Tidak ada tuhan selain Dia, Dia yang menghidupkan dan mematikan. (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. (ad-Dukh±n/44: 8)

Ayat 23 ini diakhiri dengan ungkapan wa na¥nul-w±ri£µn (dan Kami pulalah yang mewarisi). Al-Qāsimi dalam tafsirnya Ma¥±sin at-Ta'w³l menjelaskan bahwa Kami (pulalah) yang mewarisi, maksudnya ialah Kamilah yang masih ada dan menerima atau memiliki semua yang telah ditinggalkan manusia yang telah mati. Istilah waris ini juga digunakan Nabi dalam doanya:

Dan jadikanlah dia pewaris dari kita. (Riwayat at-Tirmi<sup>©3</sup> dari Ibnu Umar)

(24) Dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh at-Tirmiz³ dan al-¦±kim dari Ibnu 'Abb±s diterangkan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan wanita cantik yang salat mengikuti Nabi saw. Oleh karena itu, sebagian sahabat yang ingin salat mengikuti Nabi saw maju ke saf pertama agar tidak dapat melihat wanita itu. Mereka khawatir dengan melihat muka wanita itu salat menjadi batal. Sedang sebagian sahabat yang lain mundur ke bagian belakang dengan harapan dapat melihat muka wanita

itu di waktu rukuk melalui ketiak mereka. Maka turun ayat ini mencela perbuatan sahabat itu. Allah swt mengetahui maksud para sahabat yang maju ke saf pertama dan maksud para sahabat yang mundur ke saf belakang.

Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sebagai manusia ada yang sangat baik, sangat memelihara salat mereka supaya tidak melihat wanita cantik karena khawatir dapat membatalkan salat. Akan tetapi, ada yang justru ingin melihat wanita cantik itu. Hal ini adalah wajar dan bersifat manusiawi, serta belum sampai pada perbuatan dosa yang melanggar agama.

Sekalipun ayat ini diturunkan dengan peristiwa di atas, tetapi meliputi juga pengetahuan Allah swt terhadap segala yang tersirat dan tergores di dalam hati seseorang.

Berdasarkan sabab nuzul ini, maka Ibnu 'Abb±s mengartikan *al-mustaqdim³n wal-musta'khir³n* sebagai keutamaan salat pada saf terdepan dibandingkan dengan salat pada saf paling belakang. Sebagian ulama mengartikannya dengan pengetahuan terhadap manusia yang diciptakan lebih dulu, manusia sekarang, dan manusia yang diciptakan belakangan.

Arti lain dari *al-mustaqdim³n wal-musta'khir³n* adalah Allah mengetahui masa lampau dan masa mendatang manusia. Ada pula ulama yang mengartikan *al-mustaqdim³n* sebagai orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, dan *al-musta'khir³n* dengan arti sebaliknya.

Pada ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa Dialah yang Mahakuasa mengetahui semua yang terdahulu beserta peristiwa yang telah terjadi dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dia mengetahui apa yang ada sekarang ini, dan mengetahui apa yang terjadi pada masa yang akan datang, tidak satu pun kejadian yang tidak diketahui-Nya.

(25) Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt akan mengumpulkan semua manusia di akhirat nanti, baik yang terdahulu, sekarang, maupun akan datang. Semua mereka akan ditimbang amal perbuatannya, tidak ada satupun yang tidak ditimbang, karena tidak satupun dari perbuatan itu yang luput dari pengetahuan Allah. Kemudian Dia memberikan pahala dan pembalasan kepada manusia sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Allah Mahabijaksana dan Maha Mengetahui segala sesuatu.

#### Kesimpulan

- 1. Allah swt adalah sumber segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Untuk menggali dan mendapatkan segala sesuatu yang bermanfaat itu diperlukan usaha dan ilmu pengetahuan.
- Allah swt memberikan rezeki kepada manusia dengan adil, sesuai dengan usaha dan kemampuan orang yang akan menerimanya, sehingga dalam pemberian itu tergambar kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya.
- 3. Allah swt mengembuskan angin yang dapat berperan mengawinkan tumbuh-tumbuhan.

- 4. Allah swt mengatur peredaran, pemakaian, dan penyimpanan air yang telah diturunkan-Nya.
- 5. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan semua makhluk.
- 6. Allah Maha Mengetahui segala yang terkandung di dalam hati manusia dan segala yang diperbuatnya. Kemudian di akhirat nanti Dia akan memperhitungkan amal perbuatan dan memberi balasan yang sesuai dengan perbuatannya.

#### KEJADIAN MANUSIA, KEPATUHAN MALAIKAT, DAN KEDURHAKAAN IBLIS

وَلَقَدُخُلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْحَالٍ مِّنْ حَمَالٍ مِّسْنُونٍ ﴿ وَالْجَكَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ فَالْمِنْ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَعَ الشَّجِدِيْنَ ﴿ فَسَجَدَالْمَلْإِكُمُ لَكُونَ مَعَ الشَّجِدِيْنَ ﴿ فَسَجَدَالْمَلْإِكُمُ لَكَ اللّهُ اللّهِ لِمَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

Terjemah

(26) Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. (27) Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. (28) Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. (29) Maka apabila Aku telah menyempurnakan (kejadian)nya, dan Aku telah meniupkan roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." (30) Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, (31) Kecuali Iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para (malaikat) yang sujud itu. (32) Dia (Allah) berfirman, "Wahai Iblis! Apa sebabnya kamu (tidak ikut) sujud bersama mereka?" (33) Ia (Iblis) berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk." (34) Dia (Allah) berfirman, "(Kalau begitu) keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, (35) dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari Kiamat." (36) Ia (Iblis) berkata, "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan." (37) Allah berfirman, "(Baiklah) maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan, (38) sampai hari yang telah ditentukan (kiamat)." (39) Ia (Iblis) berkata, "Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan (kejahatan) terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, (40) kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka." (41) Dia (Allah) berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus (menuju) kepada-Ku." (42) Sesungguhnya kamu (Iblis) tidak kuasa atas hambahamba-Ku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. (43) Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar (tempat) yang telah dijanjikan untuk mereka (pengikut setan) semuanya. (44) (Jahanam) itu mempunyai tujuh pintu. Setiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka.

(al-¦ijr/15: 26) حَمَاءِ مَسْنُوْنِ Masnµn حَمَاءِ مَسْنُوْنِ

/ ama' adalah tanah liat berwarna hitam.  $Masn\mu n$  artinya "yang dibentuk", terambil dari akar kata sanna artinya "membentuk" Dalam Al-Qur'an, frase ini terulang tiga kali. Dalam Surah al-| ijr/15: 26 ini diinformasikan bahwa manusia diciptakan Allah dari "tembikar berongga dari tanah liat yang dibentuk". Itu adalah salah satu mata rantai proses penciptaan Adam yang dipahami dari ayat-ayat mengenai penciptaannya. Penciptaan itu dimulai dari  $tur\pm b$  "tanah murni" ( $\bar{A}$ li 'Imr $\bar{a}$ n/3: 59). Bila tanah itu sudah mengandung air disebut  $\bar{a}$ n (al-An' $\pm$ m/6: 2). " $\bar{a}$ n itu menjadi  $\bar{a}$ n  $l\pm zib$  (tanah yang liat) (a $\bar{a}$ - $\bar{b}$ +ff $\pm$ t/37: 11). Dari  $\bar{a}$ n  $l\pm zib$  dibentuk  $\bar{a}$ 1 $\bar{a}$ 1 $\bar{b}$ 1, sehingga orang Arab menamainya  $\bar{a}$ 1 $\bar{b}$ 1.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang terdahulu, diterangkan bahwa Allah yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan menciptakan

makhluk hidup di permukaan bumi. Kemudian pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan asal kejadian manusia, serta mengingatkan bahwa Iblis selalu berusaha setiap saat menggoda dan menggelincirkan manusia dari jalan yang benar, sehingga manusia itu dapat bersama-sama dengannya masuk ke dalam neraka. Karena itu hendaklah manusia selalu waspada terhadap godaan setan dan iblis.

#### Tafsir

(26) Ayat ini menerangkan bahwa setelah menyempurnakan bentuk ciptaan-Nya, Allah lalu meniupkan roh kepadanya. Menurut para saintis, kata ¥am±' (lumpur hitam) pada ayat ini mengisyaratkan akan terlibatnya molekul air (H<sub>2</sub>O) dalam proses terbentuknya molekul-molekul pendukung proses kehidupan. Seperti diketahui 'air' adalah media bagi terjadinya suatu proses reaksi kimiawi/biokimiawi untuk membentuk suatu molekul baru. Kata "yang diberi bentuk", mengisyaratkan bahwa reaksi biokimiawi yang terjadi dalam media berair itu, telah menjadikan unsur-unsur, yang semula 'hanya' atom-atom menjadi suatu molekul organik, yang susunan dan bentuknya tertentu, seperti asam amino atau nukleotida.

Pada ayat yang lain, Allah swt menerangkan kejadian manusia itu:

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. (ar-Ra¥m±n/55: 14-15)

Secara ilmiah, tembikar adalah semacam porcelain, yang dalam proses reaksi kimiawi dapat digunakan sebagai katalis untuk terjadinya proses polimerisasi. Kata "tanah kering seperti tembikar" mungkin mengisyaratkan terjadinya proses polimerasasi atau reaksi perpanjangan rantai molekul dari asam-asam amino menjadi protein atau dari nukleotida menjadi polinukleotida, termasuk molekul Desoxyribonucleic Acid (DNA), suatu materi penyusun struktur gena makhluk hidup.

Dan firman Allah swt:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku tiupkan roh (ciptaan)-Ku kepadanya; maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya." (¢±d/38: 71-72)

Yang dimaksud dengan *ins±n* (manusia) dalam ayat ini, ialah Adam a.s. yang merupakan bapak seluruh manusia. Sebagian ahli tafsir berpendapat Adam yang disebut dalam ayat ini bukanlah manusia pertama, karena

sebelum itu Allah swt telah menciptakan beribu-ribu Adam. Tetapi Nabi Adam adalah nabi pertama yang diberi tugas untuk berdakwah kepada manusia agar mengikuti jalan yang benar.

Dalam hadis Nabi diterangkan proses penciptaan Adam itu. Nabi Muhammad saw bersabda:

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah menciptakan Adam dari kepalan tanah yang diambil dari segala macam tanah, maka lahirlah anak Adam menurut kadar tanah itu. Di antara mereka ada yang merah, ada yang hitam, dan ada di antara kedua warna itu. Ada yang mudah, ada yang sukar, ada yang baik, dan ada yang buruk. (Riwayat A¥mad dan Muslim dari '²isyah)

(27) Allah swt menerangkan bahwa Dia telah menciptakan jin dari api yang sangat panas sebelum menciptakan Adam. Tentang hakikat api ini, hanyalah Allah yang mengetahui. Sesuai dengan hadis di atas bahwa tabiat manusia itu berbeda-beda menurut keadaan tanah yang membentuk dirinya, maka hal ini dapat dijadikan dalil bahwa tabiat jin itu sesuai dengan tabiat asal kejadiannya.

Sebagaimana api bersifat panas, maka tabiat jin pun demikian pula. Api dengan tiba-tiba dapat menggejolak menjadi besar, kemudian tiba-tiba menjadi susut dan kecil. Demikian pula jin, suka tergesa-gesa, cepat menjadi marah, suka mempermainkan dan menyakiti manusia, kadang-kadang tunduk dan patuh kepada Allah, tetapi serta merta membangkang dan mendurhakai Allah. Manusia bersifat sesuai dengan sifat asal kejadiannya, seperti bersifat sabar, suka menumbuhkan, mengembangkan, memelihara dan mencari sesuatu yang baik, suka mengindahkan perintah, mempunyai sifat suka tunduk dan patuh, walaupun kadang-kadang ia durhaka kepada Allah karena tunduk dan mengikuti hawa nafsunya.

Dalam hadis qudsi disebutkan asal kejadian malaikat, jin dan manusia berdasarkan riwayat '2 isyah:

Allah swt berfirman, "Aku telah menciptakan malaikat dari cahaya, dan Aku telah menciptakan jin dari nyala api dan telah diciptakan Adam sebagaimana yang telah diterangkan kepadamu." (Riwayat A¥mad dan Muslim dari '²isyah)

Jin termasuk makhluk Allah. Sebagaimana makhluk Allah yang lain, maka jin itu ada yang taat kepada Allah dan ada pula yang durhaka, sebagaimana firman Allah swt:

Dan sesungguhnya di antara kami (jin) ada yang saleh dan ada (pula) kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. (al-Jinn/72: 11)

Jin itu diberi beban dan tanggung jawab oleh Allah, sebagaimana manusia diberi beban dan tanggung jawab, ia berkembang dan berketurunan. Hanya saja manusia tidak dapat melihatnya, sedang ia dapat melihat manusia.

Karena itu, jin ada yang tunduk patuh kepada Allah, dan ada pula yang durhaka seperti Iblis. Allah swt berfirman:

Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. (al-Jinn/72: 14)

Menurut Ibnu 'Abb $\pm$ s, yang dimaksud dengan  $j\pm n$  (jin) dalam ayat ini ialah bapak dari segala jin, sebagaimana Adam adalah bapak dari segala manusia. Sedang Iblis adalah bapak dari segala setan. Jin-jin itu juga makan, minum, hidup, dan mati seperti manusia.

Allah swt berfirman:

Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (al-A'r±f/7: 27)

(28-33) Pada ayat ini, Allah swt memerintahkan agar Nabi Muhammad saw mengingatkan umatnya, tatkala Allah mengatakan kepada para malaikat tentang maksud-Nya untuk menciptakan Adam. Dia akan menciptakan manusia dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam, dan jika Dia telah menyempurnakan bentuknya dengan sebaik-baiknya, akan ditiupkan ke dalamnya roh ciptaan-Nya serta akan memerintahkan malaikat dan Iblis sujud kepadanya sebagai penghormatan kepadanya.

Perintah Allah ini dilaksanakan oleh para malaikat dengan patuh dan khidmat, kecuali Iblis. Ia enggan bersujud kepada Adam, karena ia merasa dirinya lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Ia diciptakan dari api, sedang Adam diciptakan dari tanah.

Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa peristiwa penciptaan Adam dan peristiwa pengingkaran Iblis terhadap perintah Allah serta ketaatan dan keikhlasan malaikat melaksanakan perintah itu menggambarkan watak dari ketiga macam makhluk Allah tersebut. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah, tidak pernah mengingkarinya sedikit pun. Oleh karena itu, malaikat dijadikan Allah sebagai pengawal dan pengatur bumi dengan izin-Nya, dan diperintahkan tunduk kepada Adam beserta keturunannya.

Adapun manusia adalah makhluk Allah yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Penggabungan kedua macam unsur ini menyebabkan manusia mempunyai potensi untuk mengambil manfaat dari bumi seluruhnya dengan pengetahuan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Terbuka berbagai kemungkinan baginya untuk berbuat dan bekerja guna memenuhi dan melengkapi kebutuhan yang diperlukannya dengan menggali dan mengambilnya dari perbendaharaan Allah swt.

Dengan potensi diri dan ilmu pengetahuan, manusia dapat memanfaatkan air, udara, barang tambang, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, garis edar planet-planet, kekuatan listrik, kekuatan atom, dan sebagainya. Dengan demikian, tampaklah kelebihan manusia dari malaikat dan setan sebagaimana yang dapat dipahami dari jawaban Allah kepada para malaikat waktu Adam a.s. akan diciptakan Allah. Allah swt berfirman:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Bagarah/2: 30)

Di atas telah diterangkan keingkaran Iblis yang tidak mau mengikuti perintah Allah agar sujud kepada Adam. Diterangkan pula berbagai alasan yang dikemukakan Iblis sehubungan dengan keingkarannya itu. Sikap Iblis yang demikian menunjukkan kebodohan dan kefasikannya, karena:

- 1. Ia menentang perintah Tuhannya, sebagaimana yang dipahami dari jawabannya.
- 2. Ia mengemukakan alasan-alasan yang sangat lemah. Alasan-alasan itu menunjukkan kebodohannya sendiri.
- 3. Ia tidak mau mengikuti perintah Allah dengan mengatakan bahwa ia lebih baik dari Adam.
- 4. Alasan yang dikemukakan bahwa ia lebih baik dari Adam merupakan pendapatnya sendiri tanpa alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.

(34-38) Allah swt menjawab keingkaran Iblis dengan memerintahkannya agar keluar dari surga atau dari golongan malaikat. Akibat pengingkaran itu, Iblis telah jauh dari rahmat Allah, dikenai hukuman, dan terus menerus mendapat kutukan-Nya sampai hari pembalasan nanti.

Dalam firman Allah yang lain, diterangkan bahwa Iblis diusir dari surga karena ia menyombongkan diri dan termasuk golongan orang-orang yang hina. Allah swt berfirman:

(Allah) berfirman, "Maka turunlah kamu darinya (surga); karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah! Sesungguh-nya kamu termasuk makhluk yang hina." (al-A'r±f/7: 13)

Setelah mendengar keputusan Allah itu, Iblis menyatakan menerima hukuman itu. Akan tetapi, ia mohon kepada Tuhan agar umurnya dipanjangkan sampai hari ketika manusia dibangkitkan dari kubur. Permohonan Iblis itu dikabulkan Allah dan ia akan hidup terus-menerus sampai akhir zaman hingga tiupan sangkakala yang membangkitkan manusia dari kubur.

(39-40) Karena telah dikutuk dan dilaknat Allah dengan menjauhkannya dari nikmat-Nya dan menjadikan ia sesat dan hina, Iblis memohon supaya Allah memberi kesempatan untuk menyesatkan anak cucu Adam dengan menjadikan perbuatan jahat menjadi baik menurut pandangannya. Dengan demikian, akan menarik hati mereka sehingga tanpa disadari mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Namun hal itu tidak berlaku bagi hamba-hamba yang ikhlas dan saleh, yang tidak dapat dipalingkan dari kebenaran.

Menurut sebagian mufasir, setelah dikutuk, Iblis tidak memohon ampun kepada Allah, tetapi malahan bersumpah akan menipu dan memperdaya anak cucu Adam sampai hari kiamat, kecuali hamba-hamba yang saleh dan ikhlas. Mereka tidak dapat ditipu dan diperdaya karena kekuatan imannya, berdasarkan firman Allah swt:

(Iblis) menjawab, "Demi kemuliaan-Mu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka." (¢±d/38: 82-83)

Sumpah ini benar-benar dilaksanakan dan diwujudkan Iblis dengan segala kemampuan yang ada padanya, sebagaimana firman Allah swt:

(Iblis) menjawab, "Karena Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." (al-A'r±f/7: 16-17)

Allah swt menyatakan bahwa Iblis dapat memenuhi target sumpahnya dengan menyesatkan sebagian besar manusia. Allah berfirman:

Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. (Saba'/34: 20)

Orang-orang yang mengikuti setan dan Iblis menjadikannya sebagai pimpinan mereka, sebagaimana firman Allah swt:

Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu

dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (al-A'r±f/7: 27)

(41-44) Allah swt mengecam Iblis dengan ayat ini bahwa apa yang dinyatakan Iblis itu tidak semuanya benar karena ia tidak dapat memperdaya hamba-hamba-Nya yang saleh. Ini dikatakan Allah sebagai jalan yang lurus. Dia memberi pahala semua amal baik seorang hamba dan membalas dengan siksa semua amal buruk seseorang.

Untuk menghilangkan keragu-raguan yang mungkin dipahami pada ayatayat yang lalu maka Allah swt menegaskan dalam ayat ini, bahwa hambahamba Allah yang ikhlas beriman tidak seorang pun yang dapat dikuasai setan. Semuanya telah diberi taufik untuk beriman, melaksanakan perintahperintah Allah, dan menghentikan semua larangan-Nya. Godaan apapun tidak akan mempengaruhi iman mereka. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang lain:

وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَمَّاقَضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللهَ وَعَلَاكُمْ وَعَدَالْحَقِّ وَوَعَدْتُكُرُ فَاخَلَفْتُكُمُ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنَ سُلُطْنٍ اِللَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيَّ فَلَا تَلُوْمُوْ فِي وَلُوْمُوَّا اَنْفُسَاكُمْ مَّااَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُدْ بِمُصْرِخِيَ ۖ إِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْ تُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظّلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيْدُ

Dan setan berkata ketika perkara (hisab) telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu." Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. (lbr±h³m/14: 22)

Firman Allah swt:

Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. (an-Na¥I/16: 99-100)

Kemudian Allah swt mengancam setan dan pengikut-pengikutnya dengan neraka Jahanam sebagai pembalasan bagi segala macam kejahatan yang pernah mereka perbuat.

Allah swt menerangkan keadaan neraka yang akan didiami oleh orangorang yang sesat, yaitu terdiri atas tujuh tingkat. Tiap-tiap tingkat didiami oleh orang-orang yang dosa dan hukumannya sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah mereka perbuat.

Menurut Ibnu Juraij, neraka itu tujuh tingkat, pertama *Jahannam*; kedua  $La\S\pm$ ; ketiga  $Hu^{-}amah$ ; keempat:  $Sa^{\prime 3}r$ ; kelima Saqar; keenam  $Jah^{3}m$ ; dan ketujuh  $H\pm wiyah$ . Masing-masing tingkat ditempati sesuai dengan kadar dosa mereka.

Dari ayat-ayat ini dapat dipahami bahwa manusia mempunyai dua macam sifat yang menonjol, yaitu *pertama*, mempunyai sifat yang suka mengikuti hawa nafsu dan terpengaruh oleh kehidupan dunia dengan segala macam kenikmatan hidup yang memesona dirinya. Mereka inilah orang-orang musyrik yang mudah dipengaruhi setan. *Kedua*, manusia yang mempunyai sifat percaya kepada Allah dan rasul, jiwanya bersih dan mulia, hubungannya dengan Allah sangat dekat, dan suka kepada kebaikan. Golongan ini tidak dapat dipengaruhi oleh setan karena hati mereka telah cenderung kepada Allah swt.

#### Kesimpulan

- 1. Allah swt telah menciptakan Adam dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam, dan menciptakan jin dari api yang sangat panas.
- Perbedaan asal kejadian diri manusia dan jin menyebabkan timbulnya perbedaan sifat dan watak keduanya.
- 3. Malaikat bersedia sujud kepada Adam karena mengikuti perintah Allah, sedang Iblis mengingkarinya karena kesombongannya sehingga ia diusir Allah dari surga dan menjadi makhluk yang terkutuk dan terhina.
- 4. Iblis mohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, sehingga ia dapat menggoda anak cucu Adam sampai akhir zaman.
- 5. Allah menegaskan bahwa yang dapat digoda setan hanyalah manusia yang sesat dan lemah imannya, sedang hamba-hamba yang saleh dan kuat imannya tidak akan dapat digoda oleh setan.
- 6. Allah swt menyediakan bagi setan dan pengikut-pengikutnya neraka yang terdiri atas tujuh tingkatan, masing-masing tingkat didiami oleh orang-orang yang sesuai dengan tingkat dosa yang telah dikerjakannya.

#### BERBAGAI KENIKMATAN SURGA BAGI ORANG YANG BERTAKWA

## إِنَّالُمُتَّقِيْنَ فِيُ جَنِّتٍ وَّعُيُّوْنٍ ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلْمِ الْمِنِيْنَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِرُ مِّنْ غِلِّ اِخْوَا نَّا عَلَى سُرُرٍ مُّ تَقْبِلِيْنَ ۞ لَا يَمَسُّ هُمُ فِيْهَا نَصَبُّ وَمَا هُمُّ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۞ نِنِيُّ عِبَادِيَّ إِنِّيَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ وَانَّ عَذَابِيْ هُوَالْعَذَابُ الْآلِيْمُ

#### Terjemah

(45) Orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga (taman-taman), dan (di dekat) mata air (yang mengalir). (46) (Allah berfirman), "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman." (47) Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka; mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. (48) Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. (49) Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa Akulah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. (50) Dan sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih.

#### (al-¦ijr/15: 46) امنیْنَ (al-¦ijr/15: 46)

Terambil dari akar kata *amina* (aman), *±min* berarti "orang yang aman", jamaknya adalah *±min³n*. Dalam Al-Qur'an kata itu dalam bentuk tunggal, *±min*, terulang enam kali dan dalam bentuk jamak, *±min³n*, delapan kali. Dalam bentuk tunggal, misalnya Surah al-Baqarah/2: 126, yang berisi doa Nabi Ibrahim agar Allah menjadikan Mekah menjadi negeri yang aman dan penduduknya diberi buah-buahan sebagai rezeki (makanan yang cukup). Dalam bentuk jamak, misalnya, Surah Yusuf/12:99, yaitu ucapan Nabi Yusuf kepada ayahnya beserta seluruh keluarganya ketika mempersilakan mereka memasuki Mesir, *insy±' Allah*, dalam keadaan aman sentosa.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menegaskan bahwa setan yang menyesatkan manusia, dan para pengikutnya ditempatkan di neraka yang paling bawah, sesuai dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan keadaan orang-orang yang teguh beriman, sehingga tidak bisa digoyahkan iman mereka oleh godaan setan, di akhirat nanti. Mereka akan ditempatkan pada satu tempat yang penuh kenikmatan jasmani maupun rohani.

#### Tafsir

(45) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan dalam surga dengan taman-taman yang memiliki beberapa mata air yang mengalir. Pada firman Allah swt yang lain diterangkan pula sifat surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu, sebagaimana firman Allah:

# مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِيَ وُعِدَ الْمُتَقُونَ فَيْهَا اَنْهُرُمِّنَ مَّا عِنْدِ السِنْ وَانْهُرُقِنَ لَهَ إِلَهُ مَعَمُدُوا اَنْهُرُمِّنَ مَا اَعْمُدُوا اَلْهَارُ مِنْ كُلِّ النَّمَرُتِ وَمَغْفِرَةُ مِّنْ دَيِهِمْ كُمَنْ مِنْ خَرِلَا النَّمَرُتِ وَمَغْفِرَةُ مِّنْ دَيِهِمْ كُمَنْ هُوَ خَلْمُ فِيهَا مِنْ كُلِّ النَّمَرُتِ وَمَغْفِرَةُ مِّنْ دَيِهِمْ كُمَنْ هُوَ خَلْمُ فِيهَا مِنْ كُلِّ النَّمَرُتِ وَمَغْفِرَةُ مِّنْ دَيِهِمْ كُمَنْ هُوَ خَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّامُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa; di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar (anggur yang tidak memabukkan) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? (Mu¥ammad/47: 15)

Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang bertakwa ialah orang yang menjaga dirinya dari azab Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

- (46) Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa dipersilakan masuk ke dalam surga. Di sana mereka akan selamat, sejahtera, aman, dan sentosa, serta tiada rasa takut sedih, dan gundah. Tidak ada suatu apa pun yang mengganggu ketenangan perasaan mereka, dan tidak ada bencana yang akan menyusahkan, bahkan Allah akan menurunkan nikmat yang tiada putus-putusnya.
- (47) Allah berjanji akan mencabut dari hati penduduk surga segala macam dendam, kebencian, dan rasa dengki yang telah terpendam selama mereka hidup di dunia, dan menjadikan mereka hidup bersaudara dan berkasih sayang. Mereka senantiasa bergembira bersama-sama dan duduk berhadap-hadapan di atas permadani yang terhampar.

Diriwayatkan oleh al-Qasim dan Abu Umamah, ia berkata, "Semula ahli surga ketika masuk surga masih membawa apa yang telah tersimpan dalam hati mereka selama hidup di dunia, seperti rasa dengki dan dendam, hingga mereka duduk berhadapan dengan temannya di atas dipan dalam surga. Allah lalu mencabut segala yang tersimpan di dalam hati mereka itu." Kemudian Abu Umamah membaca ayat ini.

Keadaan penghuni surga itu diterangkan pula dalam firman Allah swt:

## عَلَى شُرُرِمَّوْضُونَةٍ ﴿۞ مُُتَكِمِينَ عَلَيْهَا مُنَفْ بِلِيْنَ۞ يَطُونُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانُ ثَخَلَدُونَ ﴿۞ بِا كُوَابٍ وَاَبَارِيْقَ أَوَانَا مِنْ مَعِيْنٍ ۞ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ۞ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَرُونَ ۞ وَلَحْرِ طَيْرِ مِمَّا يَشَنَهُونَ ۗ۞ وَحُورُ عِيْنُ ۞ كَامْنَا لِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ ۞

Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan apa pun yang mereka pilih, dan daging burung apa pun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. (al-W±qi'ah/56: 15-23)

(48-50) Penduduk surga tidak pernah merasa letih dan lelah, karena mereka tidak lagi dibebani oleh berbagai usaha untuk melengkapi kebutuhan pokok yang mereka perlukan. Segala sesuatu yang mereka inginkan telah tersedia, tinggal memanfaatkan saja. Mereka tidak pernah merasa khawatir akan dipindahkan ke tempat yang tidak mereka senangi karena mereka kekal di dalam surga. Mereka akan terus merasakan kenikmatan dan kesenangan yang sudah tersedia.

Pada ayat yang lain Allah swt melukiskan keadaan di dalam surga itu:

Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga); di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu." (F±⁻ir/35: 35)

Hadis Nabi saw menjelaskan keadaan surga:

Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah berupa rumah (yang akan ditempatinya) di surga yang terbuat dari bambu, tidak ada kesulitan di dalamnya, dan tidak ada pula kelelahan." (Riwayat a-Bukh±r³ dan Muslim dari 'Abdull±h bin Auf±)

Dari keterangan di atas, maka keadaan orang-orang beriman dalam surga itu dapat digambarkan sebagai berikut: orang-orang yang beriman berada dalam keadaan terhormat, bersih dari berbagai penyakit hati seperti rasa dengki, iri hati, marah, kecewa, dan sebangsanya, tidak pernah merasa lelah, sakit, dan lapar, selalu dalam keadaan senang dan gembira, saling bersilaturrahim, dan bersahabat dengan penduduk surga yang lain, dan mereka kekal di surga sehingga tidak perlu merasa khawatir akan dipindahkan ke tempat yang tidak disenangi.

Diriwayatkan oleh a - ° abrani dari Abdullah bin Zubair bahwa Rasulullah saw menegur para sahabat yang tertawa ketika beliau lewat di hadapan mereka. Beliau berkata, "Apa yang menyebabkan kamu tertawa?." Maka turunlah ayat ini sebagai teguran kepada Nabi saw agar membiarkan mereka tertawa karena Allah Maha Pengampun di samping siksa-Nya yang sangat pedih.

Diriwayatkan pula oleh Abµ ¦ ātim dari Ali bin Abi Husain bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan Abu Bakar dan Umar bin al-Kha⁻±b, yang mana rasa dengki keduanya telah dicabut Allah dari dalam hatinya. Ketika ditanya orang, "Kedengkian apa?" Ali bin Abi Husain menjawab, "Kedengkian jahiliyah, yaitu sikap permusuhan antara Bani Tamim (Kabilah Abu Bakar) dan Bani Umayyah." Ketika Abu Bakar terserang penyakit pinggang, Ali memanaskan tangannya dan dengan tangannya ia memanaskan pinggang Abu Bakar, maka turunlah ayat ini.

Pada ayat ini, Allah swt menjelaskan janji dan ancaman-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada hamba-hamba-Nya bahwa Dia bersedia menghapus segala dosa, jika seseorang telah bertobat dalam arti yang sebenarnya dan kembali menempuh jalan yang diridai-Nya. Allah tidak akan mengazab hamba-hamba-Nya yang bertobat.

Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw agar menyampaikan kepada hamba-Nya bahwa azab-Nya akan menimpa orang yang durhaka dan berbuat maksiat dan tidak mau bertobat atau kembali ke jalan-Nya. Azab-Nya itu sangat pedih, dan tidak ada bandingannya di dunia ini.

#### Kesimpulan

- Orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di dalam surga yang penuh kenikmatan.
- 2. Para malaikat mempersilakan mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan sejahtera, jauh dari bencana, dan aman dari malapetaka.
- 3. Allah akan menghilangkan rasa dendam dan dengki dalam hati manusia bila ia telah berada di surga sehingga masing-masing penduduk surga itu merasa seperti bersaudara.
- 4. Orang-orang yang bertakwa kekal di dalam surga, mereka tidak pernah merasa bosan di dalamnya.
- 5. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tetapi azab-Nya kepada orang-orang yang kafir amat pedih.

#### KISAH IBRAHIM A.S. DENGAN TAMUNYA

وَنِبِّنَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِرُهِمُ ﴿ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَماً قَالَ إِنَّامِنُكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُوا سَلَماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمُ وَجِلُونَ ﴿ قَالُوا سَلَماً قَالُ إِنْ مَسَنِي الْجَرَّفَ مِنْ الْجَرُونَ ﴾ لا تَوْجُلُ إِنَّ الْبَيْرُونَ فِي عَلَى الْمَنْ الْمَنْ الْمُونِ فَقَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ

Terjemah

(51) Dan kabarkanlah (Muhammad) kepada mereka tentang tamu Ibrahim (malaikat). (52) Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan, "Sal±m." Dia (Ibrahim) berkata, "Kami benar-benar merasa takut kepadamu." (53) (Mereka) berkata, "Janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang pandai (Ishak)." (54) Dia (Ibrahim) berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, lalu (dengan cara) bagaimana kamu memberi (kabar gembira) tersebut?" (55) (Mereka) menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa." (56) Dia (Ibrahim) berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat." (57) Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?" (58) (Mereka) menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa."

(al-¦ijr/15: 55) آلْقَانطِيْنَ (al-¦ijr/15: 55)

Akar kata dari (b - v - v) mempunyai arti putus asa atau putus harapan. Dikatakan  $qana \bar{a}-yaqni \bar{u}$ , atau  $qani \bar{a}-yaqna \bar{u}$ . Masdarnya  $qun\mu \bar{a}n$  dan  $qan\pm \bar{a}tan$ . Pada ayat ini Allah melarang Nabi Ibrahim untuk putus asa dari rahmat Allah yaitu lahirnya seorang anak. Padahal dia sudah tua begitu juga dengan isterinya. Secara lahiriah dan kebiasaan orang yang sudah tua memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat anak. Tapi walau demikian Allah melarang Nabi Ibrahim berputus asa. Dengan pernyataan ini manusia mestinya terus merasa optimis terhadap rahmat Allah, karena Allah bisa saja melakukan sesuatu apa pun walaupun di luar perhitungan manusia. Bahkan orang yang berputus asa dianggap sebagai orang yang sesat. karena Rahmat Allah sangatlah luas.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bertakwa bahwa mereka akan ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Pada ayat-ayat ini, Allah swt menerangkan tentang berita gembira yang pernah disampaikan para malaikat kepada suami istri yang sudah tua tetapi bertakwa. Allah mengabulkan keinginan mereka untuk mempunyai anak yang akan melanjutkan keturunan mereka, karena Allah swt adalah Mahakuasa dan selalu memberi kegembiraan kepada hambahamba-Nya yang beriman.

#### Tafsir

(51-52) Ayat ini menerangkan keadaan Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu yang tidak dikenal dan tidak diundang. Para tamu itu masuk dan mengucapkan salam. Karena tidak mengenal para tamunya, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ia takut kepada mereka. Penyebab ketakutan Ibrahim dijelaskan dalam ayat yang lain. Allah swt berfirman:

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia (Ibrahim) mencurigai mereka, dan merasa takut kepada mereka. Mereka (malaikat) berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." (Hµd/11: 70)

Menurut ayat ini, Ibrahim merasa takut kepada tamunya karena mereka tidak mau memakan daging anak lembu yang dipanggang dan disuguhkan kepada mereka. Menurut kebiasaan, tamu yang tidak mau memakan suguhan yang dihidangkan kepadanya adalah tamu yang datang untuk maksud jahat atau bisa juga berarti bahwa tamu itu curiga dengan niat baik tuan rumah.

(53-56) Melihat Ibrahim merasa takut, maka para tamu itu mengatakan kepadanya, agar tidak takut karena maksud kedatangan mereka ialah untuk menyampaikan kabar gembira dari Allah, bahwa ia akan dianugerahi seorang anak laki-laki yang saleh. Dalam firman Allah yang lain disebutkan bahwa anak yang akan dianugerahkan itu akan mempunyai kedudukan yang penting di kemudian hari.

Allah berfirman:

Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. (a¡-¢aff±t/37: 112)

Ibrahim merasa heran atas berita gembira yang disampaikan para malaikat itu. Dia hampir saja tidak mempercayainya, apalagi berita itu disampaikan oleh orang yang belum dikenalnya dan ketika itu Ibrahim dan istrinya Sarah telah berusia lanjut. Menurut kebiasaan, orang yang sudah berusia lanjut tidak mungkin lagi mempunyai anak. Sudah tentu berita itu dianggapnya aneh, apalagi istrinya juga seorang yang mandul.

Tamu-tamu Ibrahim itu menegaskan bahwa berita yang disampaikan mereka itu adalah berita yang benar, sebab kelahiran seorang putra yang diinginkan itu termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Allah kuasa melimpahkan nikmat itu kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dia juga kuasa untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang menyimpang dari sunnah-Nya sendiri.

Setelah mendengar keterangan para malaikat itu, timbullah keyakinan pada diri Ibrahim bahwa tamu yang aneh itu bukanlah sembarang tamu. Mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus kepadanya untuk menyampaikan berita gembira. Karena keyakinan itulah Ibrahim segera menjawab perkataan mereka bahwa tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Dalam hadis Nabi saw diterangkan betapa banyak dan luasnya nikmat Allah:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الرَّحْمَةَ. يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةً فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ كُلِّ اللهِ كُلِّ اللهِ عَنْدَهُ مِنْ رَحْمَةً لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ كُلَّ الَّذِيْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنَ الْعَذَابِ لَمَ يَلْمُنْ مِنَ النَّارِ. (رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة)

Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah swt telah menciptakan rahmat, ketika itu Dia menciptakan seratus rahmat, maka ditahan-Nya sembilan puluh sembilan rahmat, dan melepaskan satu rahmat kepada makhluk-Nya seluruh-Nya. Kalau orang kafir mengetahui semua rahmat yang ada pada sisi Allah, niscaya mereka tidak putus asa dari rahmat itu, dan kalau orang mukmin mengetahui semua macam azab yang ada pada Allah swt, niscaya mereka tidak merasa aman dari api neraka." (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim dari Abu Hurairah)

Dalam hal ini, Ibrahim a.s. sebagai nabi dan rasul Allah pasti mengetahui betapa banyaknya rahmat yang ada pada sisi Allah. Oleh karena itu, beliau yakin akan kebenaran yang disampaikan para malaikat itu.

(57-58) Setelah Ibrahim yakin bahwa para tamunya adalah malaikat, timbul pertanyaan di benaknya kenapa yang datang beberapa malaikat, padahal biasanya hanya satu yang datang. Jika yang datang beberapa malaikat, tentu tugas yang dipikulnya sangat besar. Beliau lalu bertanya

kepada malaikat tentang tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Malaikat pun menjawab bahwa mereka ditugaskan untuk mengazab kaum yang berdosa, yaitu kaum Lut yang telah durhaka kepada Allah dan mengingkari seruan rasul yang diutus kepada mereka.

#### Kesimpulan

- 1. Para malaikat datang bertamu ke rumah Ibrahim a.s. menyampaikan kabar gembira akan kelahiran Ishak a.s., yang akan diangkat oleh Allah swt sebagai nabi dan rasul.
- 2. Rahmat Allah tiada terhingga banyaknya, yang diberikan kepada makhluk hanyalah sebagian kecil saja. Rahmat itu diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, sekalipun pemberian itu menyalahi sunnah-Nya sendiri.
- 3. Malaikat yang datang dengan jumlah lebih dari satu biasanya membawa tugas yang besar dari Allah. Jika tugas yang akan dibebankan itu kecil, yang diutus hanyalah satu malaikat, seperti yang datang kepada Zakaria dan Maryam.

#### KISAH LUT A.S. DAN KAUMNYA

إِلاَّ اللَّوْطِ النَّالَمُنَكِّوُهُ وَ الْجَمْعِيْنُ ﴿ اللَّا الْمَرَاتَةُ قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ الْخَبِرِيْنَ ﴿ فَالَمَا الْوَطِ إِلْمُرْسَلُونُ ﴿ قَالَ إِنْكُمْ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ ﴿ قَالُوْ ابِلْ جِمْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ بَاءَ اللَّهُ وَلَا يَمُ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ وَ قَالُوْ ابِلْ جِمْنَاكَ بِالْمَاكِونَ وَ قَالُوا بَلْ جَمْنَاكَ بِالْمَكِونَ وَ اللَّهُ مَا الْكُولُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونَ وَ وَقَصَيْنَا الْكِهِ ذَلِكَ الْمَمْرَانَ وَالْمَدَيْنَةُ وَلَا عَمْقُطُوعٌ مُّصَبِعِينَ ﴿ وَجَاءَاهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونَ وَ وَقَصَيْنَا اللَّهُ وَلَا يَعْمُونَ وَ اللَّهُ وَلِمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### Terjemah

(59) kecuali para pengikut Lut. Sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. (60) Kecuali istrinya, kami telah menentukan, bahwa dia termasuk orang yang tertinggal (bersama orang kafir lainnya)." (61) Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, (62) dia (Lut) berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." (63) (Para utusan) menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. (64) Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sungguh, kami orang yang benar. (65) Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu." (66) Dan telah Kami tetapkan kepadanya (Lut) keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. (67) Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Lut) dengan gembira (karena kedatangan tamu itu). (68) Dia (Lut) berkata, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka jangan kamu mempermalukan aku, (69) Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina." (70) (Mereka) berkata, "Bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?" (71) Dia (Lut) berkata, "Mereka itulah putri-putri (negeri)ku (nikahlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat." (72) (Allah berfirman), "Demi umurmu (Muhammad), sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan (kesesatan)." (73) Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. (74) Maka Kami jungkirbalikkan (negeri itu) dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. (75) Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. (76) Dan sungguh, (negeri) itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia). (77) Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang beriman.

(al-¦ijr/15: 61) لُوْط (al-¦

Pada garis besarnya kisah Nabi Lut dalam Al-Qur'an hampir sama seperti yang diceritakan dalam Bibel, tanpa menyebut nama-nama orang atau tempat dengan terinci, dan beberapa peristiwa lain.

Lut dalam ejaan Bibel adalah Lot. Lot anak Haran dan cucu Terah lahir di Ur, Kaldea; dia adalah kemenakan Abram (Ibrahim) (Kej. 11: 27, 31). Ia menemani pamannya dalam bermigrasi dari Haran (Harran) ke Kanaan, kemudian ke Mesir. Setelah keluar meninggalkan Mesir bersama Sarah, istrinya, dan Lot, dengan membawa kekayaan yang tidak sedikit, Abraham kembali ke perkemahannya yang dulu di dekat Betel dan Ai, melalui selatan Palestina. Kekayaan mereka, terutama ternak yang bertambah besar menyebabkan kedua kerabat itu terpisah, sebab padang rumput di daerah itu

tidak akan mencukupi dan terasa sempit sekali. Lot lalu memilih daerah subur di kawasan Yordania. Di distrik inilah terletak Sodom dan Gomorah, sebelah timur Laut Mati. Watak Lot yang dilukiskan keras dan menyukai kemewahan sangat berlawanan dengan watak Abraham yang lembut. Akhir hayat Lot tidak jelas. Sebelum itu, Abraham sudah menetap di dekat pohonpohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron.

Seperti disebutkan di atas, Al-Qur'an sedikit sekali menyebut nama orang atau tempat. Tidak seorang pun nama anggota keluarga Rasulullah atau sahabat dekatnya yang disebutkan selain Zaid. Nama Lut dalam Al-Qur'an disebutkan dalam 27 ayat, tanpa menyebut nama, tempat, dan pelaku, selain Lut sendiri dan Ibrahim. Dimulai dengan menyebutkan bahwa Allah telah memberi kearifan dan ilmu kepada Lut dan dimasukkan-Nya ke dalam rahmat-Nya, karena dia termasuk hamba-Nya yang saleh (al-Anbiy±'/21: 74-75). Perlu diperhatikan, bahwa Nabi Lut tidak termasuk kaum Sodom dan Gomorah. Oleh karena itu, dalam Qur'an Lut tidak disebut akh±hum seperti pada Hud, Saleh dan Syuaib, dengan menyebut untuk kaum 'Ad "akh±hum Hudan", kaum Samud "akh±hum ¢±li¥an", dan kaum Madyan "akh±hum Syu`aiban". Lut sudah beriman kepada Ibrahim dan mengikuti ajaran dan perjuangannya. Ia tinggal di tempat itu setelah berpisah dengan pamannya, Ibrahim. Ia kemudian diutus Tuhan kepada penduduk tempat itu untuk menyampaikan pesan suci. Tetapi ia menganggap kaumnya itu seperti saudara-saudaranya sendiri (Q±f/50: 13) seperti yang selalu dilakukan para nabi.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang terdahulu diterangkan bahwa para malaikat telah datang kepada Nabi Ibrahim a.s. menyampaikan kabar gembira akan kelahiran Ishak. Karena banyaknya malaikat yang datang itu, maka Ibrahim menanyakan tugas yang diberikan Allah swt kepada mereka. Para malaikat itu menjawab bahwa mereka ditugaskan Allah menimpakan azab kepada kaum Lut yang mengingkari seruan nabi yang diutus kepada mereka. Pada ayat-ayat yang berikut ini, diterangkan perbuatan-perbuatan mungkar dan keji yang telah dilakukan oleh kaum Lut, serta azab yang ditimpakan kepada mereka karena perbuatan mereka. Ayat-ayat ini menjelaskan jawaban para malaikat terhadap pertanyaan Ibrahim kepada mereka tentang tugas yang diberikan Allah.

#### Tafsir

(59-60) Para malaikat yang menjadi tamu Nabi Ibrahim menerangkan kepadanya bahwa mereka ditugaskan untuk membinasakan kaum Lut yang tidak mengindahkan seruan nabi yang diutus kepada mereka. Termasuk orang-orang yang dibinasakan itu adalah istri Lut sendiri. Sedangkan orang-orang yang mengikuti Lut akan diselamatkan dari azab itu.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa seseorang tidak dapat membebaskan orang lain dari azab Allah walaupun orang lain itu adalah istri, anak-anak atau orang tuanya, karena manusia bertanggung jawab kepada Allah atas segenap perbuatan yang telah dilakukannya. Allah tidak akan membebani seseorang dengan dosa orang lain sedikit pun. Firman Allah:

### وَلَانِزِدُ وَازِرَةً وِّزْدُا أُخْرِي

... Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain... (al-An'±m/6: 164)

(61-62) Setelah para malaikat menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim a.s. akan anugerah Allah kepadanya berupa kelahiran seorang putra dan berita akan kehancuran kaum Lut yang ingkar, mereka pun meninggalkan rumah Ibrahim menuju kota Sodom, negeri tempat tinggal kaum Lut yang terletak di daerah Yordania, untuk melaksanakan tugas yang telah dipikulkan Allah kepada mereka.

Kedatangan mereka secara tiba-tiba ke rumahnya tidak diduga-duga sedikit pun oleh Lut a.s. dan ia tidak mengetahui sedikit pun siapa para tamu yang datang itu. Hal ini tergambar dalam ucapan Lut ketika menyambut tamunya itu, "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang yang tidak dikenal." Pada firman Allah yang lain digambarkan pula kegelisahan Lut dan ketidaktahuannya terhadap kaumnya itu.

Allah berfirman:

Dan ketika para utusan Kami (para malaikat) datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. (al-'Ankabut/29: 33)

Dari ayat dipahami bahwa sebab kekhawatiran dan kegelisahan Nabi Lut itu ialah kedatangan tamu-tamu itu ke rumahnya secara tiba-tiba dan tidak terduga sebelumnya. Para malaikat itu menyamar seperti laki-laki rupawan yang sangat disukai oleh kaum Lut yang senang mengerjakan perbuatan homoseksual. Biasanya kalau datang laki-laki seperti itu, kaum Lut akan datang beramai-ramai ke rumahnya dan memaksa Lut menyerahkan tamunya kepada mereka. Seandainya Lut a.s. mengetahui dengan pasti bahwa yang datang itu para malaikat, tentulah dia tidak merasa khawatir karena dia percaya bahwa para malaikat dapat mempertahankan dan membela diri dari tindakan mereka itu.

(63, 64, 65) Para malaikat menerangkan maksud kedatangan mereka kepada Lut a.s. Mereka datang untuk menyampaikan kabar buruk yaitu azab yang akan ditimpakan kepada kaumnya yang telah mengingkari dan mendustakannya.

Dalam ayat ini disebutkan jawaban para malaikat, "Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan." Bahkan dengan perkataan, "Kami datang untuk mengazab mereka." Maksud jawaban para malaikat dengan perkataan yang demikian itu ialah untuk menyatakan kebenaran ancaman yang biasa disampaikan Lut kepada kaumnya selama ini. Nabi Lut a.s. selalu memperingatkan kaumnya agar mengikuti dan memeluk agama yang telah disampaikannya serta mengakui kerasulannya. Jika mereka tetap ingkar, mereka akan ditimpa azab Allah. Seruan dan pernyataan Lut ini mereka sambut dengan ejekan. Mereka tidak mempercayai keesaan dan kekuasaan Allah yang dapat mengazab orangorang yang ingkar. Bahkan mereka menantang Lut agar segera menurunkan azab yang dijanjikan itu.

Kemudian para malaikat menegaskan kepada Lut bahwa maksud kedatangan mereka ialah untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan Allah swt kepada mereka untuk menyampaikan azab kepada kaumnya. Tugas ini pasti terlaksana dan segala yang mereka ucapkan itu adalah benar, karena mereka sendiri adalah para malaikat yang tidak pernah menyalahi perintah Allah.

Setelah itu, para malaikat memberikan perintah kepada Lut a.s. tentang cara-cara yang harus dilaksanakannya beserta pengikut-pengikutnya untuk menghindarkan diri dari azab Allah yang akan datang. Lut beserta keluarga dan kaumnya yang telah beriman diperintahkan untuk segera meninggalkan negeri itu pada akhir malam. Lut a.s. diminta berjalan di belakang pengikutpengikutnya, agar dia dapat mengatur dan mempertahankan diri dari serangan kaumnya yang mengejar dari belakang. Ini juga bertujuan agar Lut a.s. dapat mendorong para pengikutnya berjalan secepatnya, karena azab yang akan ditimpakan hampir datang, dan ia dapat memperhatikan kaumnya yang tidak mau meneruskan perjalanan. Selanjutnya para malaikat memerintahkan agar tidak seorang pun dari pengikut Lut yang menoleh ke belakang pada waktu mendengar halilintar yang menghancurkan. Dengan demikian, mereka tidak dapat melihat peristiwa yang mengerikan yang dapat merusak dan menggoncangkan jiwa mereka, sehingga mereka selamat dan iman mereka bertambah kuat sampai ke tempat yang aman yang sedang dituju itu.

Pada ayat ini, disebutkan agar Lut berangkat beserta keluarga dan kaumnya yang setia. Kemudian para malaikat menguatkan perintah dan larangannya dengan mengatakan, "Teruskanlah perjalananmu ke tempat yang telah diperintahkan kepadamu." Menurut suatu riwayat yang dimaksud dengan tempat yang diperintahkan dalam ayat ini ialah negeri Syam (Syria).

Pada Surah Hµd, kisah Lut dikisahkan menurut urutan peristiwa yang pernah terjadi, sedang pada surah ini dikisahkan secara melompat-lompat, tidak menurut urutan kejadian yang sebenarnya. Perbedaan cara dalam mengutarakan kisah ini adalah karena tujuan Allah menyampaikan kisah ini pada kedua surah tersebut juga berbeda. Jika dihubungkan dengan ayat-ayat

sebelumnya, maka tujuan mengutarakan kisah Lut dalam Surah Hud ialah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad saw beserta sahabat-sahabatnya, dalam menyampaikan agama Allah dan menyatakan keesaan dan kekuasaan Allah swt yang wajib disembah. Rasul-rasul yang diutus Allah sejak dahulu selalu mendapat tantangan dan ancaman dari kaumnya, tetapi mereka tetap tabah dan sabar melaksanakan tugas yang dibebankan Allah kepada mereka. Sedang tujuan kisah Lut dengan kaumnya pada Surah Al-¦ijr ini adalah untuk menjelaskan kepada orang-orang yang beriman akan rahmat dan nikmat Allah yang telah mereka terima. Juga nikmat yang telah diterima oleh orang-orang yang beriman dahulu kala kepada rasul-rasul yang diutus Allah kepada mereka. Di antaranya adalah nikmat yang telah dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim a.s. berupa putra-putra yang selalu diidamidamkannya, dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada Nabi Lut beserta pengikutnya. Juga untuk menerangkan azab Allah yang telah ditimpakan kepada orang-orang kafir dan ingkar kepada dakwah rasul yang diutus kepada mereka.

(66) Dalam ayat ini diterangkan bahwa sebelum kedatangan para malaikat, Allah telah mewahyukan kepada Lut a.s. tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum dan sesudah azab yang ditimpakan kepada kaumnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa setelah para malaikat memberi penjelasan kepada Lut a.s. tentang beban yang ditugaskan Allah kepada mereka, dan mendengar perintah-perintah malaikat yang diberikan kepada beliau, dan sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan Allah, beliau percaya bahwa azab yang akan ditimpakan pada kaumnya oleh para malaikat benar-benar akan terjadi. Sebab itu juga, beliau mengikuti dengan khidmat perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan para malaikat itu dalam usaha menghindarkan orang-orang yang beriman dari malapetaka yang mengerikan itu.

(67-71) Ketika kaum Lut, penduduk kota Sodom, mendengar bahwa Lut kedatangan tamu-tamu yang gagah, mereka pun bergembira. Timbullah hawa nafsu jahat mereka untuk berbuat homoseksual dengan tamu-tamu itu, yang merupakan kebiasaan buruk yang selalu mereka lakukan.

Melihat tingkah laku kaumnya, Lut a.s. berkata kepada mereka, "Sesungguhnya pemuda-pemuda yang kamu datangi dan kamu ajak melakukan perbuatan mesum adalah tamu-tamuku. Aku harus menghormati dan memuliakan tamu-tamuku itu, janganlah kamu melakukan perbuatan mesum dengan mereka, karena tindakan kamu itu akan memberi malu kepadaku. Bertakwalah kamu kepada Allah, peliharalah dirimu dari siksaan-Nya, dan janganlah kamu memperkosa mereka."

Kaum Lut menentang dan mengancam Nabi Lut karena perkataannya itu dengan mengatakan, "Bukankah kami pernah melarangmu untuk melindungi tamu-tamu yang datang ke sini dari keinginan dan perbuatan yang akan kami lakukan terhadap mereka."

Perkataan kaum Lut ini memberikan isyarat bahwa kaum Lut itu selalu memaksa tamu-tamu yang datang ketika itu agar bersedia melakukan perbuatan homoseksual dengan mereka. Perbuatan keji itu dilarang oleh Lut. Akan tetapi, mereka tidak menghiraukan larangan itu, bahkan mereka mengancam Lut dengan suatu hukuman, seandainya Lut masih mencampuri urusan mereka itu.

Tetapi Lut masih memperingatkan mereka dan menawarkan kepada mereka putri-putrinya untuk mereka nikahi, karena itulah yang sesuai dengan sunatullah. Beliau berkata, "Hai kaumku, menikahlah dengan putri-putriku. Janganlah kamu melakukan perkawinan dengan orang yang sejenis denganmu, karena kawin dengan orang yang sejenis itu diharamkan Allah. Lakukanlah perbuatan yang halal dan sesuai dengan sunatullah. Allah sengaja menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka menikah dan memiliki keturunan. Jika kamu terus berbuat demikian, niscaya kamu tidak akan memiliki keturunan dan jenis manusia akan punah dari muka bumi."

Dalam ayat ini, Lut a.s. menyebut "putri-putriku". Maksudnya ialah "para pengikutnya yang wanita" karena seorang nabi biasa menyebut kaumnya dengan anak-anaknya dan istri nabi adalah ibu dari umatnya sebagaimana firman Allah:

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. (al-A\(\text{z}\)±b/33: 6)

Jika istri-istri nabi adalah ibu orang-orang yang beriman, tentulah nabi sendiri adalah bapak mereka dan seluruh umatnya adalah putra-putrinya.

(72) Ayat ini menerangkan penegasan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw bahwa perbuatan homoseksual dan lesbian yang dilakukan kaum Lut benar-benar perbuatan keji dan sesat, karena itu wajib dijauhi dan ditinggalkan.

Orang Arab biasa bersumpah dengan menyebut umur seseorang. Dalam ayat ini Allah swt bersumpah dengan umur dan kehidupan Nabi Muhammad saw yang tujuannya ialah untuk menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad saw.

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang bersumpah dalam ayat ini ialah para malaikat. Mereka menyatakan perbuatan kaum Lut yang demikian itu keterlaluan. Akan tetapi, pendapat ini dibantah oleh riwayat yang mengatakan bahwa Allah swt tidak pernah bersumpah dengan menyebut umur nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, kecuali menyebut umur Nabi Muhammad saw. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad.

(73) Ayat ini menerangkan azab yang ditimpakan kepada kaum Lut, untuk menunjukkan akibat perbuatan mereka. Azab itu datang pada dini hari

berupa suara halilintar yang menghancurkan kota Sodom. Pada ayat yang lain disebut bahwa azab itu datang pada waktu subuh dan berakhir pada waktu matahari terbit.

- (74) Allah menerangkan bentuk azab yang menimpa kaum Lut ada tiga macam:
- 1. Berupa suara petir yang mengguntur dan menakutkan;
- 2. Membalikkan kota Sodom, sehingga lapisan tanah yang semula di atas terbalik menjadi lapisan yang di bawah;
- 3. Menghujani mereka dengan batu.
- (75) Ayat ini menerangkan perbuatan dan tingkah laku kaum Lut, kemudian mereka dihancurkan karena perbuatan-perbuatan mereka yang bertentangan dengan perintah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Mahakuasa, mengasihi dan menyayangi hamba-hamba-Nya yang beriman, dan mengazab orang-orang yang ingkar kepada-Nya. Orang-orang beriman, yang memperhatikan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, menjadikan semuanya itu sebagai pelajaran, sebagaimana tersebut dalam hadis:

Rasulullah swt bersabda, "Jagalah dirimu terhadap firasat orang-orang yang beriman karena sesungguhnya ia melihat dengan nµr Allah," kemudian beliau membaca surah ini. (Riwayat at-Tirmi<sup>©</sup>i dan Ibnu Jar³r a⁻-° abar³ dari Abu Sa¹³d al-Khudr³)

Firasat ini ada dua macam:

- 1. Suatu kesan dan perasaan yang dijadikan Allah swt pada hati orangorang yang saleh. Kemampuan yang diberikan kepadanya untuk membaca raut muka, tingkah laku dan keadaan orang lain.
- 2. Firasat yang ditimbulkan oleh pengalaman, kehidupan yang luhur, dan budi pekerti yang mulia.

Dalam hadis disebutkan pula:

Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang mengetahui manusia dengan tanda-tanda." (Riwayat a<sup>-</sup>-° abr±n³ dan al Bazz±r dari Anas bin M±lik)

(76) Allah swt menerangkan bahwa negeri kaum Lut yang telah dihancurkan itu terletak pada jalan-jalan yang biasa dilalui manusia.

Reruntuhannya dapat dilihat sampai saat ini oleh orang-orang yang mengadakan perjalanan dari Medinah ke Syam. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt dalam firman-Nya yang lain:

Dan sesungguhnya kamu (penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka pada waktu pagi, dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mengerti? (a¡-¢aff±t/37: 137-138)

Orang-orang Arab Mekah biasanya mengadakan perdagangan ke Syam. Mereka berangkat dalam kafilah. Dalam perjalanan mereka pulang balik dari Mekah ke Syam itu, mereka melalui negeri kaum Lut dan dapat menyaksikan bekas-bekasnya.

(77) Kemudian Allah swt memperingatkan bahwa azab yang ditimpakan-Nya kepada kaum Lut sehingga mereka hancur binasa serta terhindarnya Lut beserta pengikutnya merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Dia akan mengazab setiap orang yang ingkar dan durhaka dan memberi pahala orang-orang yang beriman kepada-Nya. Sedang bagi orang-orang kafir, peristiwa yang menghancurkan kaum Lut itu hanyalah semata-mata akibat bencana alam. Adanya gempa bumi, panas terik sepanjang tahun, dan timbulnya wabah penyakit adalah suatu hal yang biasa terjadi di alam ini, tidak ada hubungan dengan kedurhakaan dan keingkaran manusia pada Allah swt.

# Kesimpulan

- Para malaikat datang ke rumah Nabi Lut a.s. untuk mengabarkan bahwa mereka ditugaskan Allah swt menimpakan azab kepada kaumnya yang durhaka dan tidak mau menerima dakwahnya.
- Para malaikat memberikan petunjuk kepada Lut a.s. tentang cara-cara menghindarkan diri dari azab itu sehingga ia dan pengikut-pengikutnya selamat.
- 3. Setelah kaum Lut mendengar kedatangan para tamu Lut berupa laki-laki yang tampan dan gagah, pergilah mereka ke rumah Lut untuk memaksa tamu-tamu itu melakukan homoseksual dengan mereka.
- 4. Lut a.s. memperingatkan kaumnya untuk tidak melaksanakan niatnya dan menawarkan kepada mereka agar menikahi wanita-wanita saja, karena itulah yang sesuai dengan hukum Allah. Namun permintaan Lut itu diabaikan oleh mereka, bahkan mereka mengancam Lut a.s.
- 5. Karena kedurhakaan, Allah mengazab mereka dengan suara keras yang mengguntur dari langit, yang datang pada pagi hari, sehingga mereka dan negeri itu hancur lebur seakan-akan negeri itu tidak pernah dihuni sebelumnya. Allah mengisahkan yang demikian itu agar menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir.

6. Kota kaum Lut itu adalah kota Sodom, yang terletak antara Medinah dan Syria di jalan lalu lintas yang biasa dilalui manusia, bekas-bekas reruntuhannya masih dapat dilihat sampai saat ini.

### KISAH KAUM SYUAIB DAN KAUM SAMUD

وَإِنْكَانَ اَمْحُبُ الْأَيْكَةِ لَظَامِيْنَ ﴿ فَانْتَقَمْنَامِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لِإِمَامِ شَبِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ كُذَّبَ اَصُحْبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَاتَيْنَهُمُ الْيَبْنَا فَكَا نُوَاعَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿ وَكَانُوا يَنْحِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا الْمِنِيْنَ ﴿ فَا خَذَتْهُ مُرَاكَيْحَةُ مُصْبِعِيْنَ ﴿ فَكَا اَغْنَى عَهُمُ مَا كَنُوا يَكُسِبُونَ فَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُ فَوتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّ اللَّا اِلْحَقِّ وَانَّ السَّمَا اللَّهُ الْمَائِقُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِقُ الْعَلِيمُ ﴿ السَّاعَةَ لَا إِنَّهُ الْعَلِيمُ ﴾ السَّاعَة لَا إِنْ الْعَلَى السَّاعَة لَا إِنْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعُلِيلَى الْعَلَى الْعَ

Terjemah

(78) Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim, (79) maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua (negeri) itu terletak di satu jalur jalan raya. (80) Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul (mereka), (81) dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. (82) Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu, (yang didiami) dengan rasa aman. (83) Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari, (84) sehingga tidak berguna bagi mereka, apa yang telah mereka usahakan. (85) Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, Kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. (86) Sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

#### Kosakata:

(al-¦ijr/15: 78) اَصْحَابُ ٱلأَيْكَة

 Syuaib diutus.  $A_i$ ¥±bul Aikah ialah suatu masyarakat Nabi Syuaib yang tinggal di daerah yang berpepohonan lebat. Kedua kata ini dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah al-¦ ijr/15: 78, asy-Syu'ar±'/26: 176, ¢±d/38: 13 dan Q±f/50: 14. Dalam Surah al-¦ ijr/15: 78 mereka dilukiskan sebagai orangorang zalim dan durjana. Ayat yang agak terinci mengenai ini terdapat dalam asy-Syu'±ra'/26: 176-191.

Dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa para penghuni hutan itu telah mendustakan para nabi mereka, termasuk Nabi Syuaib, yang memperkenal-kan diri kepada mereka tanpa mengharapkan imbalan, mengajak bertakwa kepada Allah dan mau menaatinya. Mereka adalah masyarakat pedagang yang suka mengecoh. Syuaib mengingatkan mereka agar jangan bertindak merugikan orang lain, mengecoh dalam berdagang, memalsukan dagangan, dan mempermainkan timbangan dan sukatan. Akan tetapi, mereka berbalik menuduh Syuaib sudah kena sihir, pendusta, dan tidak berbeda dengan mereka, manusia biasa. Dia ditantang agar membuktikan kenabiannya dengan menjatuhkan kepingan-kepingan dari langit, seperti halnya dengan Nabi Muhammad yang menghadapi tantangan Quraisy (al-Isr±'/17: 92). Para penghuni hutan itu kemudian mengalami bencana yang membinasakan mereka. (Lihat juga kosakata "Syuaib" dan "Madyan").

Penduduk Hijr (*A<sub>i</sub>¥±bul al-¦ ijr*) ialah kaum Samud—penerus peradaban kaum 'Ad. Mereka masih bersaudara sepupu, dan dari satu ras yang sama. Kisah mereka juga bertalian erat dengan tradisi Arab. Tentang Nabi Saleh, menurut beberapa mufasir dan genealogi adalah anak Obeid anak Asif anak Maseh anak Obeid anak Hazir anak Samud, dan Samud anak 'Abir (saudara Aram), anak Sam, anak Nuh. Nabi Saleh ditolak dan didustakan oleh kaumnya sendiri, kaum Samud. Sekalipun dalam ayat disebutkan dalam bentuk jamak, al-mursal<sup>3</sup>n (para rasul), para mufasir umumnya mengatakan, bahwa bila salah seorang nabi didustakan, berarti juga mendustakan semua nabi, karena risalah yang mereka bawa semua sama, yaitu tauhid yang berlaku untuk semua bangsa dan zaman. Kaum Samud sudah diberi peringatan dengan tanda-tanda dari Allah, tetapi oleh mereka diabaikan dan ditentang dan ditantang. Mereka sangat sombong, karena merasa sebagai golongan kaya dan pandai. Sosok tubuh dan perawakan mereka tinggi-tinggi, dan mereka terkenal mahir dalam membangun rumah. Mereka memahat gunung-gunung menjadi tempat tinggal, yang menurut anggapan mereka cukup aman. Tetapi tiba-tiba suatu pagi datang ledakan dahsyat merenggut mereka semua, termasuk semua yang mereka kerjakan tak ada artinya lagi.

Itulah kisah kaum Samud, yang lengkapnya terangkum dalam 5 ayat di atas dan dalam al-A'r±f/7: 73-79. Sebelum itu, Allah telah memberi peringatan kepada kaum pendahulunya:

# وَاذْكُرُوٓ الِذْجَعَلَكُمُ نُعُلَفَ آءَمِنَ ابَعْدِعَ ادٍ وَبَوّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَخِذُونَ مِنْ سُهُوْ لِهَا قُصُوْرًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ أَيْهُوْ قًا فَاذْكُرُ وَّا الْآءَ اللهِ وَلَا تَعْتَوُا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

"Dan ingatlah tatkala Ia menjadikan kamu para khalifah (pengganti) sesudah 'Ad, dan menempatkan kamu di bumi dan di tanah datar kamu mendirikan istana-istana dan benteng-benteng, dan gunung-gunung kamu pahat menjadi rumah-rumah. Ingatlah akan karunia Allah. Janganlah sekali-kali kamu membuat kerusakan di bumi." (al-A'r±f/7: 74)

Ayat ini dapat ditempatkan sebagai pengantar untuk memasuki kisah tentang kehidupan dan peradaban kaum Samud, sesudah kaum `Ad. Kaum Samud sebagai kabilah Arab purba atau al-'Arab al-±ribah, keturunan Ya'rub bin Qai±n di Arab bagian selatan¾sebelum Nabi Ibrahim—adalah penerus kebudayaan dan peradaban kaum 'Ad yang sudah punah lebih dulu. Mereka masih punya hubungan keluarga. Keduanya dari ras yang sama. Kaum `Ad merupakan eponim moyang mereka yang bernama 'Ad bin 'Adi bin Sam bin Nuh. Sedang Samud nama kabilah dari eponim leluhur mereka yang bernama Samud bin 'Amir bin Aram bin Sam bin Nuh. Masih ada lagi versi lain yang tidak begitu penting dan sedikit berbeda. Akan tetapi, Al-Qur'an memang tidak pernah merinci silsilah orang yang disebutkan namanya, karena kehadiran mereka disebut hanya sebagai tamsil.

Tempat dan masa mereka terpisah jauh. Kaum 'Ad di Arab bagian selatan, sedang daerah Samud di utara antara timur Semenanjung Arab dengan Suria (Hijaz-Syam), di sebelah utara Medinah, atau di barat-daya ujung jazirah Arab sampai ke Wadi al-Qura dan sekitarnya yang sangat luas dan subur. Tempat dan kebudayaan daerah ini oleh penulis-penulis Eropa biasa disebut *Nabateans*, yang dalam sebutan Arab *Nabat* atau *Anbat* dan ibu kotanya *Batra'* (Petra).

Daerah Hijr yang berarti "daerah berbatu-batu" merupakan sebuah lembah yang terletak di antara Medinah dengan Syam, dan ditandai oleh Jabal Hijr, sekitar 250 km. utara Medinah. Tempat ini cukup dikenal, karena kafilah haji dari Syam melalui daerah ini. Kota tua di barat daya Yordania di Laut Merah ke arah Arab Saudi itu, membujur dari timur ke barat di Wadi Musa. Dikenal juga dengan nama "Petræ" (Petra) dalam bahasa Yunani, yang berarti "batu" atau al-Batra' dalam bahasa Arab, sebuah kota tua kaum Edom dan Nabat yang puing-puingnya masih ditemukan di barat laut Yordania. Sisa-sisa bangunan dari batu dan prasasti-prasasti yang punya arti penting dalam sejarah masih ada di tempat ini. Dalam perjalanan ekspedisi ke Tabuk melawan kekuatan Romawi yang hendak mengadakan serangan ke Medinah dari Suria pada tahun 9 Hijri, Nabi Muhammad berhasil menyeberangi bekas-bekas situs arkelogi tanah Samud. Dalam peta, daerah yang

disebut Hijr ini berada di utara kota Medinah, ke arah tenggara Madian (Madyan), tempat Nabi Syuaib, tak jauh dari Teluk 'Aqabah. Kota ini juga disebut Mad±'in S±lih—kota-kota Nabi Saleh. Bekas-bekas reruntuhannya masih sering dikunjungi orang termasuk para orientalis.

Mengenai inskripsi-inskripsi Samud di Hijr itu, Abdullah Yusuf Ali menyebutkan bahwa C. M. Doughty mengadakan perjalanan ke barat laut Jazirah Arab dan ke Najd pada tahun 1880-an, seperti dilukiskan dalam *Arabia Deserta*, bukunya paling terkenal mengenai buku-buku perjalanan ke jazirah Arab. Ia mengadakan perjalanan melalui jalur kafilah haji yang lama (*Darb al-Hajj*) bersama-sama dengan sebuah iring-iringan jamaah haji dari Damsyik sampai ke Mada'in Saleh. Dalam sejarah agama, ia meninggalkan tanda-tanda bekas reruntuhan lokasi kaum Samud yang kepada mereka diutus Nabi Saleh dan unta betinanya sebagai mukjizat. Ia melukiskan sangat terinci secara pandangan mata pengalamannya mengenai *Mada'in Saleh* dan *Mabrak an-N±qah* (tempat unta betina Nabi Saleh menderum atau berlutut).

Secara umum hasil studi tersebut barangkali dapat diringkaskan: Patung dan arsitektur yang ditemukan di situ sama dengan yang ada di monumenmonumen Nabatea di Petra. Inskripsi-inskripsi di Petra tak ada yang bertarikh, tetapi di Mada'in Saleh ada beberapa di antaranya. Di Mada'in barangkali terdapat 100 buah ruang batu pahat patung, di antaranya terdapat tulang belulang dan sisa-sisa manusia, yang memperlihatkan bahwa orangorang Nabatea itu sudah mengenal pembalseman, dan kain linen yang dipakai sama jenisnya dengan yang dipakai di Mesir kuno. Kuburan-kuburan dipersembahkan kepada keluarga-keluarga ternama, dan nama raja-raja Nabatea masing-masing bergelar "yang mencintai rakyatnya". Ada pilarpilar besar yang bersisi rata, dan gambar-gambar binatang empat kaki, burung elang dan burung-burung lain. Di samping ruang-ruang patung itu, ada sebuah Ruang Sidang atau Ruang Dewan (Liwan), berukuran 25 x 27 x 13 kaki. Ini barangkali sebuah kuil. Dewa-dewa yang disembah, yang kita kenal nama-namanya dari sumber Nabatea yang lain—Dusares, Martaba, Mana, Keis dan Hubal, Lat, Manat dan Hubal juga dikenal karena kaitannya dengan berhala-berhala kaum musyrik pada zaman jahiliah...

Rentang waktu yang terdapat pada inskripsi-inskripsi itu dari tahun 3 Pra-Masehi sampai 79 Masehi. Dalam kurun waktu yang singkat selama 82 tahun itu dapat dilihat beberapa perkembangan palaeografi Semit. Tulisantulisan itu dari tahun ke tahun makin bersambung-sambung. Di sini terlihat adanya suatu titik temu tulisan-tulisan Armenia Lama, Ibrani Persegi, Palmyra (Tadmur), Sinai, Kufi dan Naskh.

Kaum Samud adalah orang-orang prasejarah, dan mereka menempati lokasi-lokasi yang kemudian ditempati oleh orang-orang Nabatea dan yang lain. Tempat bersimpuhnya unta betina Nabi Saleh (*Mabrak an-N±qah*) dan "sumur unta" (*Bi'ir an-N±qah*), dan sejumlah nama setempat telah mengabadikan kenangan kepada orang-orang jazirah Arab purba dan nabi mereka, Nabi Saleh. Ia diutus kepada kaum Samud penyembah berhala, yang

ahli bangunan dan pemuja kemewahan, karena hidup mereka makmur. Kekayaan mereka terdiri dari ternak, kebun-kebun kurma dan pertanian yang subur serta mata air yang melimpah, tetapi mereka sombong dan Nabi Saleh dikatakan hanya mau mencari imbalan (asy-Syu'ar±'/26: 141-145), seperti yang juga dikatakan para nabi sebelumnya. Nabi Saleh mengatakan, bahwa sebagai seorang rasul ia mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah dan mematuhi hukum yang berlaku. Diingatkannya bahwa mereka tidak akan selamanya dalam kemewahan dan kenikmatan hidup dan jangan terpengaruh oleh mereka yang melakukan kejahatan melampaui batas (asy-Syu'ar±'/26: 146-151). Jangan membuat kerusakan di bumi dan mencemarkan segala lambang suci. Tetapi mereka menuduh Nabi Saleh tukang sihir; tak lebih ia hanya manusia biasa, dan mereka meminta bukti tentang kenabiannya. Bahkan, sebagai lambangnya unta betina sengaja mereka bantai. Kemudian mereka pun merasakan azab Tuhan (asy-Syu'ar±'/26: 152-159).

Akibat peringatan itu datang juga. Suatu pagi mereka dikejutkan oleh suatu ledakan dahsyat, dan mereka tersungkur mati dalam timbunan rumahrumah mereka sendiri. Mereka ditelan oleh angin ribut dan gempa bumi (al-A'r±f/7: 78; al-¦ ijr/15: 81-84)

Kaum Samud telah mewarisi kaum 'Ad yang sudah punah lebih dulu. Situs Iram yang disebutkan dalam Al-Qur'an (al-Fajr/89:6-7), ibu kota kaum 'Ad itu, dalam November 1991 telah ditemukan oleh sebuah misi penggalian yang dipimpin oleh Prof. Juris Zurin, arkeolog dari Southwest Missouri State University, Amerika Serikat. Dengan didukung oleh jasa satelit, misi ini berhasil menguak reruntuhan kota itu. Letaknya di daerah Gofar, bagian selatan kerajaan Oman. Misi Zurin itu menyebut kota Iram ini sebagai Ubar. Sesudah tiga bulan mengadakan penggalian, Februari tahun berikutnya usaha ini berhasil menemukan tembok dari batu bersusun berbentuk segi delapan yang diyakini sebagai menara kastil.

Ibu kota purbakala kaum 'Ad di Arab bagian selatan, dengan kaum 'Ad yang pernah menguasai peradaban yang tinggi, kemudian mati setelah mereka tetap menentang hukum Tuhan. Kota ini dibanggakan karena bangunan-bangunannya yang menjulang tinggi. "Pada zamannya dulu, Ubar (Iram) memang dikenal sebagai kota yang memiliki menara-menara tinggi," kata Prof. Zurin.

Di kota Iram itu terdapat pilar-pilar yang tinggi (al-Fajr/89: 7). Ada juga yang menafsirkan "dengan sosok tubuh yang tinggi," karena kaum 'Ad memang ras yang bersosok tinggi.

Dalam insipkripsi Sarjon yang bertarikh tahun 715 P.M (Pra-Masehi), daerah kabilah Samud ini terletak di sebelah timur Semenanjung Arab. Nama Samud terdapat juga dalam tulisan-tulisan Aristoteles, Ptolemaeus dan yang lain dengan sebutan Thamudenes atau Thamudaei, menurut ejaan Inggris. Ada beberapa nama kota mereka disebutkan seperti Domantha dan Hegra. Barangkali nama kedua tempat ini dalam sebutan Arab masingmasing Dumat al-Jandal dan Hijr.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan azab Allah yang telah ditimpakan kepada penduduk Sodom, tempat tinggal kaum Lut, karena mengingkari dan menentang seruan rasul Allah yang diutus kepada mereka. Pada ayat ini diterangkan pula azab Allah yang ditimpakan kepada penduduk kota Aikah, karena mereka juga menentang dan mengingkari seruan rasul Allah yang diutus kepada mereka.

#### Tafsir

(78) Ayat ini menerangkan bahwa penduduk kota Aikah adalah penduduk yang zalim dan ingkar. Kepada mereka diutus Nabi Syuaib a.s., tetapi mereka mengingkari dan mendustakan dakwahnya.

Dalam hadis diterangkan hubungan penduduk Aikah dengan penduduk kota Madyan.

Rasulullah saw berkata, "Sesungguhnya penduduk kota Madyan dan penduduk Aikah itu adalah dua umat yang kepada keduanya Allah mengutus Nabi Syuaib". (Riwayat Ibnu Mardawaih dan Ibnu 'As±kir)

Arti dasar dari Aikah ialah hutan, kemudian menjadi nama suatu negeri karena negeri itu memiliki banyak hutan. Negeri itu terletak di daerah Madyan.

Penduduk Aikah menganut kepercayaan politeisme, suka menyamun dan merampok orang yang lewat negeri mereka, serta berlaku curang dalam menimbang dan menakar. Kepada mereka diutus Nabi Syuaib a.s., tetapi mereka mengingkarinya.

(79) Karena tindakan mereka yang melanggar larangan Allah dan mengabaikan seruan rasul itu, mereka ditimpa azab berupa panas terik selama tujuh hari, tanpa sedikit pun awan yang menaungi. Allah kemudian mengirimkan awan, lalu mereka bernaung di bawahnya. Tiba-tiba dari dalam awan itu memancar nyala api yang menghanguskan mereka. Dalam Surah al-A'r±f/7: 91, diterangkan bahwa mereka juga ditimpa gempa yang dahsyat.

Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. (al-A'raf/7: 91)

Kemudian Allah swt menerangkan bahwa kota Sodom dan kota Aikah itu adalah dua kota yang berdekatan letaknya, sama-sama terletak di jalan yang biasa dilalui manusia. Bahkan, bekas peninggalan mereka masih dapat

dilihat dan diteliti, agar dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang mau menggunakan pikirannya.

(80-81) Ayat ini menerangkan bahwa penduduk kota al-Hijr telah mendustakan para rasul. Dalam ayat ini disebutkan rasul-rasul padahal mereka hanya mendustakan seorang rasul, yaitu Nabi Saleh a.s., karena mendustakan seorang rasul hukumnya sama dengan mendustakan seluruh rasul Allah. Seluruh rasul yang diutus Allah membawa agama tauhid dan asas-asas agama yang sama. Walaupun mendustakan seorang rasul, tetapi mereka telah mendustakan ketauhidan dan asas-asas agama yang dibawa rasul itu, yang berarti mereka telah mendustakan seluruh rasul.

Kota al-Hijr adalah tempat tinggal kaum Samud yang terletak antara Mekah dan Syam, di dekat Wadil-Qur±. Kepada mereka diutus Nabi Saleh yang diberi mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Saleh menyatakan mukjizatnya berupa unta betina yang mereka kenal sebagai bukti kerasulannya. Unta itu tidak boleh diganggu dan disakiti. Jatah air minumnya ditentukan banyaknya secara bergantian, yaitu sehari untuk minum unta dan sehari untuk minum mereka semuanya. Tetapi mereka tidak mau mengikuti ketentuan Saleh itu, bahkan mereka menyembelih unta itu.

(82-84) Kaum Samud adalah kaum yang kuat dan perkasa tubuhnya. Mereka memahat gunung-gunung batu untuk dijadikan rumah-rumah mereka, sehingga kota mereka dinamakan "kota al-¦ ijr" yang berarti kota pegunungan batu. Karena kemungkaran, Allah menimpakan kepada mereka azab berupa suara keras yang mengguntur dan menghancurkan mereka semuanya. Azab keras itu datang di waktu pagi pada hari keempat dari hari yang ditetapkan Saleh bagi mereka untuk berpikir. Tetapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga mereka terkubur di dalam rumah-rumah mereka yang berupa gua-gua yang dipahat pada gunung-gunung batu itu. Keadaan mereka ini diterangkan Allah dalam firman-Nya yang lain:

Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. (Hµd/11: 67-68)

Kaum Samud tidak dapat menghindarkan diri dari azab Allah sedikit pun. Tidak ada faedah keperkasaan tubuh mereka, kemampuan mereka memahat gunung untuk dijadikan rumah yang seakan-akan merupakan benteng yang kokoh, serta harta dan jumlah mereka yang banyak. Semua hancur lebur bersama mereka, seakan-akan negeri itu tidak pernah dihuni manusia.

Tentang kedahsyatan azab yang dialami kaum Samud, tergambar dalam hadis Nabi saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ بِالْحَجَرِ وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى تَبُوْكَ فَقَنَعَ رَأْسَهُ وَاَسْرَعَ بِرَاحِلَتِهِ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوْتَ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُواْ بِاَكِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَبْكُواْ فَتَبَاكُواْ حَشْيَةَ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Nabi saw telah lewat di kota Hijr dalam perjalanan beliau menuju perang Tabuk, lalu beliau menundukkan kepalanya dan mempercepat perjalanannya seraya berkata kepada para sahabatnya, "Janganlah kamu memasuki rumah-rumah kaum yang diazab (kaum Samud), kecuali kamu akan menangis. Jika kamu tidak menangis, maka hendaklah seakan-akan menangis karena kamu takut akan ditimpa azab nanti sebagaimana mereka telah ditimpa azab dahulu." (Riwayat al-Bukh±r³)

(85) Ayat ini menerangkan bahwa Allah menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi ini, bukan untuk berbuat aniaya dan zalim kepada seluruh penduduk atau makhluk, seperti yang dilakukan terhadap umat dahulu yang durhaka. Allah menciptakan benda-benda tersebut dengan maksud dan tujuannya, sesuai dengan pengetahuan dan kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya. Demikian pula kisah-kisah umat yang dahulu disampaikan agar dijadikan iktibar, tamsil, dan ibarat bagi orang-orang yang mau percaya kepada kekuasaan dan kebesaran Allah.

Kemudian Allah swt menegaskan bahwa hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan sedikit pun, karena pada waktu itulah Allah menyempurnakan balasannya kepada manusia sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Perbuatan baik dibalas dengan surga, sedang perbuatan buruk dibalas dengan azab neraka.

Allah memperingatkan bahwa jika manusia tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, serta tidak mau mengambil pelajaran dan pengalaman yang telah dialami umat-umat yang dahulu, maka Rasul diperintahkan untuk berpaling dari mereka, dan memperlihatkan sikap yang baik, budi pekerti yang tinggi, serta memaafkan tindak-tanduk mereka yang tidak wajar terhadapnya.

Ayat ini menerangkan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang dai khususnya dan seluruh kaum Muslimin pada umumnya dalam menyampaikan agama Allah dan menghadapi orang-orang yang durhaka. Kaum Muslimin hanya berkewajiban menyampaikan agama Allah, dan tidak diharuskan untuk memaksa dan menjadikan mereka (orang-orang durhaka) beriman, yang menjadikan iman dan kafirnya seseorang hanyalah Allah.

(86) Selanjutnya Allah menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pencipta, dan Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak atau yang tidak, yang nyata dan yang disembunyikan dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

# Kesimpulan

- 1. Kaum Syuaib adalah kaum yang zalim karena mengingkari seruan rasul yang diutus kepada mereka, mengurangi takaran dan timbangan, serta merampok dan membegal orang-orang yang melewati daerah mereka.
- 2. Allah membinasakan kota Sodom dan kota Aikah karena kezaliman penduduknya.
- 3. Kaum Samud telah mendustakan rasul yang diutus kepada mereka. Mendustakan seorang rasul Allah berarti mendustakan semua rasul-Nya. Mereka telah diuji Allah dengan seekor unta betina yang merupakan mukjizat bagi Nabi Saleh a.s. Akan tetapi, mereka melanggar ketentuan yang dibuat Nabi Saleh, sehingga mereka dibinasakan oleh suara yang mengguntur yang datang di pagi hari.
- 4. Kaum Samud mendiami daerah pegunungan batu di kota al-Hijr. Mereka memahat gunung-gunung batu itu dan menjadikannya sebagai tempat tinggal.
- 5. Keperkasaan dan kekayaan kaum Samud tidak dapat menolong mereka sedikit pun untuk menyelamatkan diri dari azab Allah.
- 6. Dalam penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya, ada tujuan dan faedahnya, yaitu agar jadi wahana kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Atas semua itu, manusia harus mengabdi kepada Allah.
- 7. Allah memerintahkan rasul-Nya agar memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang kafir dan memperlihatkan kepada mereka kebesaran jiwa dan budi pekerti yang tinggi.

# ANUGERAH ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD SAW

Terjemah

(87) Dan sungguh, Kami telah memberikan kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. (88) Jangan sekali-kali engkau (Muhammad) tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang kafir), dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. (89) Dan katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas." (90) Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang yang memilah-milah (Kitab Allah), (91) (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi. (92) Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, (93) tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. (94) Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik. (95) Sesungguhnya Kami memelihara engkau (Muhammad) dari (kejahatan) orang yang memperolokolokkan (engkau), (96) (yaitu) orang yang menganggap adanya tuhan selain Allah; mereka kelak akan mengetahui (akibatnya). (97) Dan sungguh, Kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, (98) maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud (salat), (99) Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin (ajal) datang kepadamu.

(al-¦ ijr/15: 91) عضيْنَ (al-¦ syr/15: 91)

Jamak dari 'i«ah عضه yang berarti potongan atau bagian dari sesuatu. Asal katanya 'i«wun, untuk meringankan lidah dalam penyebutannya huruf waw diganti h±', sehingga dibaca 'i«ah. Kata 'i«³n hanya sekali disebut dalam Al-Qur'an, yaitu dalam ayat 91 Surah al-¦ ijr ini.

Yang dimaksud dengan 'i«³n dalam ayat ini adalah orang-orang yang menjadikan isi Al-Qur'an terbagi-bagi. Sebagian dari isi Al-Qur'an yang sesuai dengan keinginan mereka, mereka percayai, seperti berita-berita tentang syariat Nabi Musa dan Nabi Isa. Sebagian dari isi Al-Qur'an yang tidak mereka sukai, mereka ingkari. Bahkan mereka katakan bahwa Al-Qur'an itu mitos, mantra dukun dan perkataan penyair.

### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt memerintahkan agar para rasul-Nya bersabar terhadap tindakan kaumnya dengan memaafkan dan menyatakan sikap yang baik kepada mereka. Pada ayat-ayat berikut, Allah swt menyebutkan anugerah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad saw yaitu Surah al-F±ti¥ah yang merupakan pokok isi Al-Qur'an, dibaca berulang-ulang, dan petunjuk dalam kehidupan duniawi. Allah juga memperingatkan agar jangan terlalu cinta dan tertarik kepada kehidupan duniawi, dan bersedih hati atas kebahagiaan duniawi yang diperoleh oleh orang-orang kafir. Semua itu hanyalah kesenangan sementara. Tugas Nabi Muhammad adalah melaksanakan perintah Allah dan menyampaikan agama-Nya kepada manusia.

#### Tafsir

(87) Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad "as-sab'ul maf±n³" (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) dan Al-Qur'an yang agung. Tidak diterangkan dalam ayat ini yang dimaksud dengan "as-sab'ul maf±n³" dan "Al-Qur'an yang agung itu". Tetapi, ada hadis menerangkan bahwa yang dimaksud dengan as-sab'ul maf±n³ dan Al-Qur'an yang agung itu ialah Surah al-F±ti¥ah. Hadis itu ialah:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْمُعَلَّى قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّى فَدَعَانِيْ فَلَمْ اته حَتَّى صَلَّيْتُ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: اَلَمْ يَقُلِ اللهُ: حَتَّى صَلَّيْتُ فَقَالَ: اللهِ يَقُلِ اللهُ: يَقُلِ اللهُ يَقُلِ اللهُ يَقُلِ اللهُ يَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيْنَ امْنُوا اسْتَجِيْبُوا للله وَ للرَّسُولُ ثُمَّ قَالَ: اَلاَ أُعَلِّمُكُ اعْظَمَ سُورَة فِي الْقُرْانِ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ فَذَكَرْثُهُ فَقَالَ: اَلْحَمْدُ النَّيْقِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ فَذَكَرْثُهُ فَقَالَ: اَلْحَمْدُ النَّيْقِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ فَذَكَرْثُهُ فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ فَذَكَرُثُهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ فَذَكَرُثُهُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ فَذَكَرْثُهُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيُخْرُجَ فَذَكَرُثُهُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلْهُ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ فَذَكَرُثُهُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ فَذَكَرُثُهُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

mendatangi-nya hingga aku selesai salat. Kemudian aku datang kepadanya, kemudian Nabi berkata, "Kenapa engkau tidak datang kepadaku." Aku menjawab, "Aku sedang salat." Beliau berkata, "Bukanlah Allah telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman perkenankanlah seruan Allah dan rasul," kemudian beliau berkata, Ketahuilah! Aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an, sebelum aku keluar dari mesjid ini." Maka Nabi saw pergi untuk keluar lalu beliau kuingatkan, maka katanya,"Al-hamdu lill±hi rabbil-'±lam³n adalah "assab'ul-maf±n³" dan "Al-Qur'an yang agung" yang telah diberikannya kepadaku." (Riwayat al-Bukh±r³)

Pada hadis yang lain, Rasulullah saw bersabda:

Ummul-Qur'±n *itu ialah* as-sab'ul-ma£±n³ *dan Al-Qur'an yang Agung.* (Riwayat al-Bukh±r³)

Banyak hadis sahih lain yang menerangkan bahwa *as-sab'ul-maf±n*<sup>3</sup> dan Al-Qur'an yang Agung adalah nama-nama lain dari Surah al-F±ti¥ah.

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan as-sab'ul-maf±n³ dalam ayat di atas ialah as-sab'u⁻-īw±l (tujuh surah Al-Qur'an yang terpanjang ayat-ayatnya), yaitu Surah al-Baqarah, ²li 'Imr±n, al-M±'idah, an-Nis±', al-A'r±f, al-An'±m, dan at-Taubah atau al-Anf±l. Surah-surah yang tujuh itu disebut as-sab'ul-maf±n³, karena dalam surah yang tujuh itu diulang-ulang penyebutan kisah-kisah, hukum-hukum, ketauhidan, dan lainlain. Akan tetapi, pendapat ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih di atas. Sementara itu, sebagian dari surah as-sab'u⁻-īw±l diturunkan di Medinah, sedangkan ayat yang menerangkan tentang as-sab'ul-maf±n³ ini adalah Makkiyah.

Disebut *as-sab'ul-maf±n³* (tujuh berulang-ulang) karena Surah al-F±ti¥ah itu terdiri atas tujuh ayat yang diulang-ulang membacanya pada tiap-tiap rakaat dalam salat. Seorang muslim sekurang-kurangnya salat tujuh belas rakaat dalam sehari semalam. Oleh karena itu, mereka sekurang-kurangnya membaca al-F±ti¥ah tujuh belas kali dalam sehari semalam. Disebut Al-Qur'an yang agung karena isi Surah al-F±ti¥ah itu merupakan pokok-pokok isi dari seluruh Al-Qur'an, dan sesuai pula dengan maksud hadis di atas.

(88-89) Pada ayat di atas diterangkan bahwa Allah swt telah menganugerahikan sesuatu yang besar nilainya kepada orang-orang yang beriman, yaitu Surah al-F±ti¥ah. Pemberian itu berupa petunjuk ke jalan yang benar dan tidak dapat dinilai dengan harta berapa pun banyaknya. Oleh karena itu, Allah swt memperingatkan orang-orang yang beriman agar jangan merasa berkecil hati dan bersedih atas kesenangan duniawi yang telah diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Tidak pantas seseorang memalingkan

perhatiannya dari sesuatu yang mulia dan tinggi nilainya kepada sesuatu yang kurang bernilai, apalagi jika kesenangan dunia itu diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan Allah. Semua itu adalah kesenangan yang bersifat sementara, kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat ini senada dengan firman Allah swt yang melarang Rasul melihat kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang kafir:

Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, (sebagai) bunga kehidupan dunia agar Kami uji mereka dengan (kesenangan) itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. (° ±h±/20: 131)

Allah swt melarang Nabi Muhammad saw bersedih hati terhadap orang kafir yang tidak mengindahkan seruannya. Larangan Allah ini disebabkan karena Nabi saw sangat mengharapkan agar seluruh manusia beriman dan mengharapkan agar orang-orang kafir tidak ditimpa siksa Allah di akhirat nanti karena keluasan rahmat-Nya. Larangan Allah juga mengingatkan Nabi saw bahwa tugasnya hanya menyampaikan agama Allah, bukan memaksa manusia untuk beriman. Kemudian Allah memutuskan agar Nabi saw berlaku lemah lembut dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan ditimpa azab Allah jika mereka terus-menerus dalam kekafiran dan kesesatan, sebagaimana yang telah ditimpakan kepada umat-umat sebelum mereka.

(90-91) Ayat ini menerangkan bahwa sebagaimana Allah telah menganugerahkan as-sab'ul-maf±ni kepada umat Nabi Muhammad, Dia juga telah menganugerahkan yang serupa itu kepada umat-umat sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi yang telah diutus kepada mereka. Seperti halnya sikap dan tindakan umat yang terdahulu terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, demikian pula sikap orang-orang musyrik di Mekah yang telah menamakan Al-Qur'an dengan nama yang bermacam-macam, seperti syair, sihir, dongeng-dongeng orang purbakala, buatan Muhammad, dan sebagainya.

Para mufasir berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan perkataan "al-muqtasim³n" (orang yang membagi-bagi).

Pendapat <u>pertama</u> mengartikan *al-muqtasim³n* dengan orang-orang kafir yang telah bersumpah bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Perkataan ini sesuai dengan firman Allah swt:

# وَاقْسَكُوْا بِاللهِ جَهْدَايَمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَتُمُوْتُ اللهُ عَلَيْهِ حَقًا وَلْكِنَ اللهُ مَنْ يَتُمُوْتُ اللهُ عَلَيْهِ حَقًا وَلْكِنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah yang sungguhsungguh, "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati." Tidak demikian (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (an-Na¥I/16: 38)

Dan firman Allah swt:

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah, bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? (al-A'r±f/7: 49)

Pendapat kedua mengartikan *al-muqtasim³n* dengan "orang-orang yang membagi-bagi" kitab Allah, yaitu mengurangi, menukar, dan menambah isi kitab Allah yang telah diturunkan kepada para rasul-Nya. Dasar pendapat mereka ialah firman Allah swt:

... Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar kepada sebagian (yang lain)?... (al-Baqarah/2: 85)

Dan firman Allah swt:

(Yaitu) di antara orang Yahudi, yang mengubah perkataan dari tempattempatnya... (an-Nis±'/4: 46)

Pendapat ketiga mengartikan *al-muqtasim³n* dengan "orang-orang yang membagi-bagi". Maksudnya ialah mereka menamakan Al-Qur'an sesuai dengan nama yang mereka ingini, sehingga orang tidak mempercayai sebagai kitab yang diturunkan Allah. Alasan mereka ialah firman Allah swt:

Bahkan mereka mengatakan, "(Al-Qur'an itu buah) mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya (Muhammad), atau bahkan dia hanya seorang penyair. (al-Anbiy±/21: 5)

Firman Allah swt:

# فَقَالَ إِنَّ هٰذَا إِلَّاسِعُ كُونُونُو

Lalu dia berkata, "(Al-Qur'an) ini hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu). (al-Muddaffir/74: 24)

Setiap pendapat di atas mempunyai dalil-dalil yang kuat, tetapi yang lebih tepat dan sesuai dengan ayat-ayat ini ialah pendapat ketiga, apalagi jika dihubungkan dengan ayat-ayat selanjutnya, yaitu firman Allah yang artinya: "Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi".

Al-Mar±g³, menukil pendapat Ibnu Abbas, mengatakan bahwa orangorang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan pula Al-Qur'an itu terbagi-bagi, ada bagian yang mereka percayai, dan ada pula bagian yang mereka ingkari.

Hasan al-Ba<sub>i</sub>ri berpendapat bahwa orang-orang musyrik Mekah telah membagi-bagi jalan yang akan dilalui manusia, kemudian mereka berdiri di jalan yang akan dilalui manusia dan menakut-nakuti orang-orang yang akan menempuh jalan yang telah dibentangkan oleh Nabi saw.

- (92-93) Ayat ini memerintahkan agar Nabi Muhammad memperingatkan orang-orang yang membagi-bagi Al-Qur'an dan tidak mempercayainya sebagai kitab suci bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mereka sebagaimana Allah telah membinasakan umat-umat terdahulu karena perbuatan yang serupa dengan mereka.
- (94) Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad saw agar menyiarkan agama Islam dengan terang-terangan, tidak lagi dengan sembunyi-sembunyi, menantang orang-orang musyrik, tidak mempedulikan mereka dan apa yang mereka katakan, dan tidak takut kepada mereka yang menghalanginya dalam menyiarkan agama Allah, karena Allah melindunginya dari gangguan mereka.

Sebagian ahli tafsir menafsirkan "Berpalinglah dari orang-orang musyrik" maksudnya adalah janganlah mempedulikan segala macam tindaktanduk orang-orang musyrik yang telah mendustakan, memperolok-olok, dan menentang kamu. Janganlah tindakan mereka itu menghalangimu menyiarkan agama Allah, karena Allah memelihara kamu dari gangguan mereka.

- (95-99) Ayat ini memberi jaminan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah swt memeliharanya dari tindakan orang-orang musyrik Mekah yang memperolok-olok dan menyakitinya serta memelihara Al-Qur'an dari usaha-usaha orang-orang yang ingin mengotorinya.
- A-°abar³ menyampaikan riwayat dari Sa'id bin Jubair bahwa orangorang musyrik Mekah yang memperolok-olok Al-Qur'an dan Nabi Muhammad ialah al-Walid bin Mugirah, al-'Ai bin W±'il, Al-'Adi bin Qais, Aswad bin Abdu Yaguf, dan Aswad bin Mu-alib. Mereka semua terkenal dalam sejarah, dan sebab-sebab kematian mereka adalah akibat tindakan mereka sendiri.

Menurut suatu riwayat diterangkan bahwa suatu ketika Nabi saw berada di hadapan orang-orang kafir Mekah, mereka saling mengedipkan mata tanpa setahu Nabi Muhammad saw, dan berkata sesamanya dengan maksud mengejek Nabi, "Inikah orang yang mendakwakan dirinya nabi?" Pada waktu itu, Jibril a.s. menyertai Nabi, lalu Jibril menusuk punggung orangorang yang memperolok-olokkan itu dengan jarinya, sehingga menimbulkan bekas, luka, dan borok yang busuk baunya. Tiada seorang pun yang mendekati mereka karena baunya itu. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa Nabi saw dilindungi Allah swt dari gangguan orangorang kafir.

Allah mengetahui bahwa Nabi saw merasa sedih karena olok-olokan dan tindakan orang-orang kafir. Untuk mengobati kesedihannya itu, Allah memerintahkan Nabi saw untuk bertasbih, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang menyekutukan-Nya, salat, rukuk, sujud, banyak melakukan ibadah, berbuat baik, dan mengekang hawa nafsu. Hal ini berlaku pula bagi kaum Muslimin sampai akhir hayat mereka.

# Kesimpulan

- Allah swt telah menurunkan kepada Nabi Muhammad surah yang tidak ternilai harganya, yaitu Surah al-F±ti¥ah, yang juga bernama as-sab'ulma£±n³ dan Al-Qur'±n al-'A§³m.
- Allah memperingatkan kaum Muslimin agar jangan merasa berkecil hati, sedih, dan terpengaruh oleh kenikmatan yang telah diperoleh orang kafir, karena itu hanyalah kenikmatan sementara. Kenikmatan di akhirat adalah lebih baik dan kekal.
- 3. Allah melarang membagi-bagi isi kandungan Al-Qur'an untuk dipercayai sebagian isinya dan diingkari sebagian lain karena tidak sesuai dengan keinginan.
- 4. Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad dan kaum Muslimin ketika menyampaikan agama Allah kepada manusia, tidak takut pada ancaman dan usaha-usaha mereka untuk menghalanginya dari melaksanakan tugas suci itu.
- 5. Allah swt memperhitungkan amal manusia di akhirat, atas segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia, dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang setimpal.
- 6. Allah menjamin keselamatan Nabi Muhammad dalam melaksanakan tugas menyampaikan agama Islam kepada manusia.
- 7. Obat bagi mereka yang menderita penyakit hati dan cara untuk menenangkan pikiran ialah bertasbih, bertahmid, salat, menghambakan diri kepada Allah, dan berbuat baik sampai akhir hayat mereka.

# **PENUTUP**

Dalam Surah al-¦ ijr banyak terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bukti-bukti adanya Allah serta kekuasaan-Nya, baik bukti-bukti yang di langit dan di bumi, maupun yang ada pada proses kejadian manusia serta kehidupan mereka. Disebutkan pula di dalamnya kisah-kisah beberapa nabi dan macam-macam azab yang ditimpakan kepada kaum yang mendustakan para rasul Allah itu. Tercantum juga tentang anugerah besar Allah yang diberitakan kepada Nabi Muhammad saw yakni as-sab'ul ma£±n³ atau Surah al-F±ti¥ah dan Al-Qur'an al-Karim.

# SURAH AN-NA | L

#### **PENGANTAR**

Surah ini terdiri dari 128 ayat, termasuk kelompok surah-surah Makkiy-yah, kecuali tiga ayat yang terakhir. Ayat-ayat ini turun pada waktu Rasulullah saw kembali dari peperangan Uhud.

Surah ini dinamakan dengan *an-Na¥I* yang berarti *"lebah"* karena di dalamnya terdapat firman Allah ayat 68 yang artinya, *"*Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah".

Lebah adalah makhluk yang sangat berguna bagi manusia. Ada persamaan hakikat antara madu yang dihasilkan lebah dengan intisari yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Madu berasal dari sari bunga dan menjadi obat bagi manusia. Sedangkan Al-Qur'an mengandung intisari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi terdahulu ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Surah ini dinamakan pula Surah *an-Ni'am* yang berarti nikmat-nikmat, karena di dalamnya Allah swt menyebutkan beberapa nikmat untuk hambahamba-Nya.

# Pokok-pokok Isinya

1. Keimanan:

Kepastian adanya hari kiamat; keesaan Allah; kekuatan-Nya dan kesempurnaan ilmu-Nya serta dalil keesaan-Nya; pertanggungjawaban manusia kepada Allah atas segala apa yang telah dikerjakannya.

2. Hukum:

Beberapa hukum tentang makanan dan minuman yang diharamkan dan dihalalkan; kebolehan memakai perhiasan yang bahannya berasal dari dalam laut seperti mutiara dan merjan; dibolehkan memakan makanan yang diharamkan dalam keadaan terpaksa; bulu binatang dari hewan yang halal dimakan dipandang suci bila diambil ketika binatang itu masih hidup atau sesudah disembelih; kewajiban memenuhi perjanjian dan larangan mempermainkan sumpah; larangan mengada-adakan hukum yang tak ada dasarnya; perintah membaca isti'±®ah, yang berarti meminta perlindungan kepada Allah swt dari setan-setan yang terkutuk; dan larangan membalas siksa melebihi siksa yang telah diterima.

3. Kisah:

Kisah Nabi Ibrahim a.s.

4. Lain-lain:

Asal kejadian manusia; madu adalah untuk kesehatan manusia; nasib orang-orang yang mengajak kepada kejahatan di hari kiamat, pandangan

orang Arab zaman jahiliah terhadap anak perempuan; ajaran moral dalam Islam; dan pedoman dakwah Islam.

# MUNASABAH SURAH AL-¦ IJR DENGAN SURAH AN-NA¦ L

Sebagaimana umumnya surah-surah yang turun di Mekah sebelum Hijrah berisi soal-soal ketauhidan, kerasulan, dan hari kiamat, begitu pula kedua surah ini.

Pada bagian akhir Surah al-¦ ijr (ayat 92-93), Allah menyatakan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat atas apa yang dikerjakannya di dunia. Pada awal Surah an-Na¥I, Allah menegaskan kepastian datangnya hari kiamat, dan pada ayat 93 an-Na¥I ditegaskan lagi pertanggungjawaban manusia itu.

Pada bagian pertama Surah al-¦ ijr, Allah menerangkan tentang kebenaran Al-Qur'an serta jaminan-Nya untuk memeliharanya, sedang dalam Surah an-Na¥l terdapat ancaman bagi mereka yang mendustakan kebenaran Al-Qur'an itu.

# SURAH AN-NA | L



"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang."

### KEPASTIAN HARI KIAMAT DAN KEBENARAN WAHYU

# ٵؾٛٲڡٞۯؙٳڛؖٚ؋ڣؘڰڎۺۜؾؘڡ۫ۻؙۣۏٛٷؖۺؙڹڂڬڎؙۅٙؾۼڵۼڡۜٵؽۺ۫ڔۣػؙۅ۫ڹ۞ؽؙڹۜڗؚڷؙٲٮٛڡڵؠۣػ؋ٙ ؠؚٵڗؙٛۉڿ ڡؚڹؙٲڡ۫ڔ؋ۼڸڡؘڽ۫ؿۺؙٵۼڡۣڹٛ؏ڹٳۮ؋ٲڹٛٱن۫ڋؚۯؙٷۤٳٵڹۜٷڵڰٙٳڵڎٳڵڰٙٳڵڰؘٲؽٵ۠ڣٵڹۜۧڠؙۄؙڹؚ<sup>۞</sup>

Terjemah

(1) Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)-nya. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan. (2) Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hambahamba-Nya, (dengan berfirman) yaitu, "Peringatkanlah (hamba-hamba-Ku), bahwa tidak ada tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku."

(an-Na¥I/16: 1) تَسْتَعْجلُونُهُ Kosakata: Tasta'jilµh

Berasal dari kata 'ajala, ya'jilu, 'ijlah, artinya meminta datangnya sesuatu sebelum waktunya karena dorongan hawa nafsu atau ingin membuktikan kebenarannya. Semua kata ini, dalam bentuk akar kata dan semua derivasinya, dalam Al-Qur'an berkonotasi jelek atau tercela. Dalam hadis, dikatakan bahwa tergesa-gesa adalah dari setan. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa manusia diciptakan dengan sifat tergesa-gesa (al-Anbiy±'/21: 37)

Kata ini mengawali Surah an-Na¥I yang mayoritas isinya mengancam orang-orang musyrik Mekah bahwa apa yang Allah ancamkan berupa azab pasti akan datang, namun Allah menangguhkannya. Sebab kalau Allah mengabulkan permintaan mereka dan mempercepat datangnya azab pasti mereka semua akan binasa (Yµnus/10: 11)

### Munasabah

Pada akhir Surah al-¦ijr, Allah swt menerangkan bahwa seluruh manusia pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban tentang amalan-amalan mereka di dunia. Kemudian pada ayat-ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan yang mereka lakukan di dunia.

#### Sabab Nuzul

Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abb±s bahwa setelah turun firman Allah: Saat (Hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun terbelah (al-Qamar/54: 1), orangorang kafir berkata, "Sesungguhnya orang ini mengira bahwa hari kiamat telah dekat, maka hentikanlah sebagian perbuatan yang kamu lakukan sehingga kami melihat apa yang terjadi." Kemudian setelah hari kiamat itu tidak kunjung datang mereka pun berkata, "Kami sedikit pun tidak melihat apa yang kamu ancamkan kepada kami." Kemudian turunlah firman Allah, "Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai (dengan dunia), berpaling (dari akhirat)." (al-Anbiy±'/21: 1). Lalu mereka pun berkata, "Berhati-hatilah kamu sekalian dan tunggulah." Kemudian setelah berlangsung beberapa hari, mereka pun berkata, "Hai Muhammad, kami tidak melihat sedikit pun dari apa yang kamu ancamkan kepada kami." Kemudian turunlah firman Allah, "Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)nya. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan." (an-Na¥I/16: 1). Kemudian Rasulullah saw bangun dari duduknya dan manusia pun mengangkat kepalanya. Kemudian turunlah firman Allah tersebut.

Dari sabab nuzul itu dapat dipahami bahwa orang-orang Quraisy sering sekali mengejek Rasulullah saw ketika memberitakan tentang terjadinya hari kiamat. Mereka pun secara berolok-olok meminta kepada Nabi Muhammad agar hari kiamat itu segera dipercepat datangnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul tidak mempercayai terjadinya hari kiamat, dan tidak percaya pula adanya hari pembalasan.

Sikap mereka yang demikian itu tampak ketika terjadinya perang Badar. Pada saat itu mereka meminta kepada Nabi Muhammad agar azab Allah dipercepat datangnya. Itulah sebabnya, mengapa Allah memberikan peringatan akan terjadinya hari kiamat dan kepastian datangnya. Hal itu sebagai pernyataan bahwa pendirian mereka tidak benar dan janji Allah pasti akan terjadi.

#### Tafsir

(1) Allah menegaskan bahwa ketetapan Allah pasti datang. Maksud ketetapan Allah dalam ayat ini ialah hari kiamat yang telah diancamkan kepada kaum musyrik dan orang-orang kafir. Mereka secara berolok-olok meminta kepada Nabi agar azab hari kiamat itu segera didatangkan. Itulah sebabnya, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa azab Allah yang akan dijatuhkan kepada mereka pasti terjadi. Allah swt melarang mereka agar tidak meminta azab itu disegerakan datangnya, karena azab hari kiamat itu akan datang pada waktu yang telah ditentukan dan diputuskan-Nya.

Dalam ayat ini, Allah swt memberitakan datangnya hari kiamat dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau (fi'il ma«i) padahal azab itu belum

terjadi. Hal ini memberikan pengertian bahwa azab itu betul-betul akan terjadi. Ayat ini mengandung ancaman bagi orang-orang kafir dan sekaligus mengandung pemberitahuan kepada mereka bahwa azab yang akan ditimpakan kepada mereka dan kehancuran mereka telah dekat dan pasti datang.

Allah swt menyatakan bahwa Dia Mahasuci dari apa yang mereka persekutukan. Dia tidak memerlukan sekutu dan pembantu untuk menjatuhkan azab kepada mereka. Bantahan ini sebagai jawaban terhadap pernyataan mereka bahwa mereka akan meminta bantuan (syafa'at) kepada patungpatung yang mereka sembah.

(2) Setelah ayat tersebut turun, orang-orang Quraisy menanyakan, "Seandainya Allah memang berkuasa untuk mengazab para hamba-Nya yang lain, maka siapakah yang mengetahui hal yang sangat gaib ini yang tidak diketahui oleh siapa punjuga kecuali hanya Dia? Pertanyaan ini hanya menunjukkan pengingkaran mereka terhadap kejadian hari kiamat. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa berita itu diketahui dari wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat. Dari wahyu itulah berita-berita gaib dapat diketahui. Wahyu itu dibawa oleh malaikat dengan perintah Allah kepada hamba-Nya yang dikehendaki. Penjelasan itu dikemukakan agar mereka dapat mengetahui bahwa seseorang yang menerima wahyu berarti telah menerima tugas kenabian. Yang dimaksud dengan roh dalam ayat ini ialah wahyu sebagaimana tampak jelas artinya di ayat yang lain:

... Yang menurunkan wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya,... (G±fir/40: 15)

Dan firman-Nya lagi:

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) rµh (Al-Qur'an) dengan perintah Kami... (asy-Syµr±/42: 52)

Wahyu itu dibawa oleh para malaikat kepada para nabi semata-mata karena perintah Allah dan bukan kemauan malaikat itu sendiri. Seperti ditegaskan dalam ayat-ayat yang lain sebagai berikut:

Dan tidaklah kami (Jibril) turun kecuali atas perintah Tuhanmu. (Maryam/19: 64)

Dan firman Allah swt:

Mereka tidak berbicara mendahului-Nya dan mereka mengerjakan perintahperintah-Nya. (al-Anbiy±'/21: 27)

Wahyu itu diberikan oleh Allah kepada para hamba-Nya yang terpilih dan mempunyai kesiapan mental untuk menerimanya. Gunanya sebagai sarana untuk memberikan peringatan kepada para hamba Allah. Antara lain, untuk menyampai-kan ajaran tauhid dan meyakinkan mereka tentang keesaan Allah, bahwa tidak ada tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Dialah Tuhan bagi segala makhluk, sedang tuhan-tuhan yang lain adalah tuhan ciptaan mereka yang jauh dari kebenaran. Dengan demikian, wajib bagi manusia untuk menghambakan diri semata-mata kepada-Nya karena dengan jalan demikian manusia akan selamat dari kehancuran dan terlepas dari kesesatan. Dalam ayat itu terdapat petunjuk bahwa wahyu itu turun dari Allah kepada nabi-Nya dengan perantaraan para malaikat. Dalam ayat yang lain disebutkan:

Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-nya. (al-Baqarah/2: 285)

Malaikat disebut lebih dahulu daripada rasul-rasul untuk menyatakan bahwa malaikat itu menerima wahyu dari Allah tanpa perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan kitab-kitab ialah wahyu yang disampaikan oleh para malaikat kepada para nabi-Nya.

Di akhir ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa hendaklah manusia bertakwa hanya kepada-Nya. Ini adalah seruan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar tetap bertakwa kepada-Nya. Juga ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang menentang akan terjadinya hari kiamat agar mereka menghentikan kemusyrikannya dan meninggalkan sifat-sifat yang menentang terhadap ketentuan yang datang dari Allah dikarenakan sifat tergesa-gesa menolak sesuatu yang belum diyakini kebenarannya.

# Kesimpulan

- 1. Hari kiamat pasti akan terjadi sedangkan kapan waktu terjadinya termasuk dalam kekuasaan Allah yang tidak dapat diketahui oleh seorang pun selain Dia.
- Berita tentang kepastian terjadinya hari kiamat diterima oleh Nabi Muhammad saw melalui wahyu yang disampaikan Malaikat Jibril kepadanya.

3. Termasuk hal yang diterima melalui wahyu ialah ketentuan bahwa Allah itu Maha Esa, selain Dia adalah tuhan-tuhan ciptaan manusia yang jauh dari kebenaran.

# PENCIPTAAN MAKHLUK SEBAGAI BUKTI KEKUASAAN ALLAH

خَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُوْنَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيدٌ مُّ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيدٌ مُّ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَاهُو خَصِيدٌ مُّ الْإِنْفُ وَمِنْهَا وَفَعَ وَمِنْهَا فَعُ وَمِنْهَا وَفَعُ وَمِنْهَا وَفَعُ وَمِنْهَا كُونُ وَ وَمَنْهَا كُونُونَ وَوَيَهُا كُونُونَ وَوَنَهُا كُونُونَ وَوَنَهُا كُونُونَ وَوَنَهُمُ اللَّهُ وَقَعْمُ اللَّهُ Terjemah

(3) Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Mahatinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. (4) Dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. (5) Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya, untuk kamu padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. (6) Dan kamu memperoleh keindahan padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya (ke tempat penggembalaan). (7) Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. (8) Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. (9) Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).

(an-Na¥I/16: 6) تَسْرَحُوْنَ (an-Na¥I/16: 6)

Berasal dari kata as-sar¥ yang berarti pohon yang berbuah atau as-surµ¥ yang berarti pergi ke tempat di mana binatang ternak digembalakan, seperti

padang atau kebun yang ada pohonnya. Arti ini kemudian berubah menjadi melepas binatang ternak ke tempat penggembalaannya, yang disebut attasr³¥. Maka arti kata tasra¥µn dalam ayat ini adalah kegembiraan dan kebahagiaan pemilik ternak ketika melepas binatang ternaknya dari kandang di pagi hari untuk dibawa pergi ke tempat penggembalaannya. Kata ini hanya disebut sekali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam ayat ini.

## Munasabah

Pada bagian akhir ayat-ayat yang lalu, dinyatakan bahwa Allah Mahasuci. Dia tidak memerlukan serikat dan tidak memerlukan anak. Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada tuhan yang lain kecuali Dia, yang memerintahkan manusia untuk bertakwa dan menghambakan diri hanya kepada-Nya.

Dalam rangkaian ayat berikut ini, Allah mengemukakan bukti keesaan dan sifat Agung-Nya dengan berbagai macam gaya bahasa yang indah, yang dapat menunjukkan bahwa alam semesta ini dengan berbagai macam kenikmatannya diciptakan oleh Zat Yang Mahamulia. Semua itu cukup menyadarkan orang-orang musyrik untuk menghentikan kemusyrikannya dan mengikuti ajaran Allah, karena bukti-bukti kekuasaan-Nya itu telah cukup membuat mereka tidak mampu mempertahankan pendapatnya.

#### Tafsir

(3) Allah swt menjelaskan bahwa Dia menciptakan benda-benda yang ada di langit dan benda-benda yang ada di bumi dengan benar. Maksudnya ialah sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan-Nya dan tidak ada yang sia-sia. Dia menciptakan semuanya tanpa bantuan dan pertolongan siapa pun. Dia cukup menciptakan benda-benda dan hukum yang berlaku baginya, sehingga benda-benda itu berfungsi sesuai dengan hukumnya. Tidak ada zat yang lain yang berkuasa untuk mencipta, mengatur, dan mengendalikan langit, bumi dan semua isinya. Sebagai konsekuensinya, tidak layak apabila ada orang yang menghambakan dirinya kepada tuhan-tuhan yang lain selain-Nya. Oleh karena itu, Allah menyatakan di akhir ayat ini bahwa Dia Mahasuci dari apa yang mereka persekutukan. (Keterangan lebih lanjut bisa dilihat dalam tafsir Surah lbr±h³m/14: 19).

Penciptaan langit dan bumi dengan ¥aq (benar) juga bisa bermakna bahwa Tuhan menciptakan bumi bukan dengan main-main. Semuanya begitu tepat untuk mulainya kehidupan di bumi ini. Bagaimana kenyamanan bumi dibandingkan dengan beberapa planet lain yang ada dalam tatasurya yang sama dapat kita lihat pada uraian di bawah ini. Dalam perbandingan yang dilakukan, terutama pada jarak antara matahari dan masing-masing planet, tampak akan efek jarak dengan masing-masing planet.

Apa yang tertulis di atas hanya sebagian dari "keputusan rancangan" yang dibuat Allah agar kehidupan di bumi dapat eksis dan bertahan. Namun yang sedikit ini pun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keberadaan bumi

bukan karena kebetulan. Tidak juga terbentuk oleh serangkaian kejadian acak.

Hal tersebut dan detail lain yang tak berhingga meyakinkan kembali kebenaran yang sederhana dan murni. Allah dan hanya Allah yang menciptakan alam semesta, bintang, planet, pegunungan, dan laut dengan sempurna, memberikan kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, dan menempatkan ciptaan-Nya di bawah kendali manusia. Allah dan hanya Allah, sumber pengampunan dan kekuasaan, cukup berkekuatan untuk menciptakan sesuatu dari kehampaan.

(4) Kemudian dalam ayat ini, Allah menjelaskan proses kejadian diri manusia bahwa Dia menciptakannya dari *nu fah*. Dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari air yang lemah. Kejadian itu melalui proses perkembangan. Di dalam kandungan, mani berubah menjadi 'alaqah (sesuatu yang menggantung di dinding rahim), kemudian menjadi gumpalan daging. Setelah mengalami jangka waktu 4 bulan mulai terwujud janin yang sempurna, dan setelah 9 bulan kejadian, bayi itu dikeluarkan dari kandungan ibunya ke alam dunia. Setelah itu, bayi masih memerlukan bantuan dan perawatan ibunya untuk disusui, dirawat, dan dididik sampai dewasa dan dapat berpikir secara sempurna.

Manusia yang mengalami proses penciptaan yang rumit dan bertahap, dari makhluk yang lemah menjadi yang perkasa ini, tiba-tiba mengingkari keesaan penciptanya dan terjadinya hari kebangkitan, serta memusuhi para rasul Allah, padahal ia diciptakan hanya sebagai hamba. Manusia bahkan melupakan asal kejadiannya bahwa ia diciptakan dari setetes air yang tidak mempunyai kemampuan sedikit pun. Mereka berkata dengan terus-terang, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), "Hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan." (al-An'±m/6: 29)

Mereka juga mengingkari kebangkitan kembali manusia setelah mati dan menjadi tulang-belulang. Firman Allah:

...Dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur luluh?" (Y±s³n/36: 78)

(5) Pada ayat ini, Allah swt menjelaskan aneka ragam kenikmatan yang disediakan untuk para hamba-Nya berupa binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nikmat yang diperoleh dari binatang itu seperti bulunya yang dapat dibuat kain wool, berguna untuk melindungi

tubuh dari gangguan udara dingin, dan kulitnya dapat dijadikan sepatu dan peralatan lainnya. Begitu pula susu dan dagingnya bermanfaat bagi kesehatan manusia. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa binatang ternak itu diciptakan untuk manusia agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya.

- (6) Allah swt menjelaskan bahwa manusia memperoleh kepuasan batin dan pemandangan yang indah pada binatang ternak ketika mereka melepas dan menggiringnya di pagi hari menuju tempat penggembalaan. Perasaan yang sama juga dirasakan pada sore hari ketika mereka menghalau dan menggiring binatang ternak itu kembali ke kandangnya. Keindahan yang diperoleh manusia dari binatang ternak itu termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya.
- (7) Kemudian Allah menyebutkan nikmat-Nya yang lain yang diperoleh manusia dari binatang ternak, yakni mengangkut barang atau beban manusia yang berat dari satu tempat ke tempat yang lain dimana mereka tidak sanggup untuk membawanya sendiri.

Allah berfirman:

Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. (al-Mu'minµn/23: 21)

Dan firman-Nya:

Allahlah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi kamu makan. (al-Mu'min/40: 79)

Kemudian Allah swt menegaskan bahwa Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih sayang Allah disebutkan dalam ayat ini agar manusia dapat mensyukuri nikmat Allah yang diperolehnya dari binatang ternak, yang sangat bermanfaat bagi mereka sebagai alat pengangkut yang sangat penting artinya bagi kehidupan mereka.

Allah swt berfirman:

Dan tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya? (Y±s³n/36: 71)

(8) Selanjutnya, Allah swt menyebutkan beberapa binatang ternak lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu Allah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk dikendarai dan dijadikan sebagai binatang peliharaan yang menyenangkan.

Ada segolongan ahli fikih yang mengharamkan daging kuda. Mereka mengemukakan alasan bahwa kuda diciptakan Allah untuk dijadikan kendaraan bukan untuk dimakan. Alasan ini diperkuat dengan teks ayat yang menyebutkan tiga jenis binatang ternak. Hal ini menunjukkan bahwa kuda, keledai, dan bagal hukumnya sama-sama haram dimakan. Sekiranya ketiga binatang ini boleh dimakan, tentulah disebutkan dalam ayat ini, sebab kebutuhan seseorang untuk makan lebih terasa daripada kebutuhan mereka terhadap kendaraan.

Akan tetapi, alasan yang dikemukakan di atas tidak disetujui oleh kalangan ahli fikih yang lain dengan alasan bahwa seandainya ayat ini menunjukkan keharaman kuda, tentu keledai yang dipelihara termasuk ke dalamnya. Kalau memang demikian pengertiannya, tentu pada saat terjadi perang Khaibar tidak perlu ada penegasan keharaman memakan keledai piaraan karena ayat itu turun jauh sebelum perang Khaibar.

Di samping itu, banyak dalil yang membolehkan memakan daging kuda, di antaranya adalah:

Dari Asm±' r.a., "Kami berkorban seekor kuda pada masa Rasulullah, lalu kami memakan dagingnya." (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim)

Dari J±bir r.a., "Rasulullah menyuruh kami memakan daging kuda dan melarang kami memakan daging keledai piaraan." (Riwayat Abu 'Ubaid, Ibnu Abi Syaibah, at-Tirmiz³, an-Nas±¹³, dan lain-lain)

Dari Jabir r.a., "Rasulullah melarang memakan daging keledai piaraan dan membolehkan memakan daging kuda." (Riwayat al-Bukh±r³ dan Abu D±wud)

Di samping hadis-hadis tersebut, memang ada hadis yang melarang memakan daging kuda bagal, dan keledai.

Rasulullah melarang memakan daging tiap-tiap binatang buas yang bertaring, daging kuda bagal, dan keledai piaraan. (Riwayat A¥mad)

Hadis yang mengharamkan daging kuda ini daif karena dalam sanadnya tercantum nama ¢alah bin Yahya yang diragukan kekuatan hafalannya. Seandainya hadis ini dianggap sahih, nilai kekuatannya tidak melebihi hadishadis sahih lain yang lebih banyak jumlahnya yang membolehkan memakan daging kuda.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hadis yang melarang memakan daging kuda bagal, dan keledai itu terjadi sebelum peristiwa Perang Khaibar. Oleh sebab itu, bisa dikatakan hadis ini di*nasakh* oleh hadis yang menerangkan kebolehannya.

Di akhir ayat, Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan semua makhluk yang belum diketahui oleh manusia, baik binatang darat, laut, ataupun angkasa, yang dapat diambil manfaatnya oleh mereka. Namun demikian, sampai saat ini akal manusia belum sampai pada pengetahuan tentang manfaat dari makhluk tersebut. Semua itu bertujuan agar manusia dapat memahami betapa luasnya nikmat Allah swt yang diberikan kepada mereka yang tiada putus-putusnya.

(9) Allah swt menyebutkan nikmat-Nya yang berguna untuk kepentingan jiwa manusia, agar mereka mengetahui dan mensyukuri Pencipta alam semesta dan nikmat yang sangat luas ini. Allah menjelaskan bahwa Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk membimbing manusia melalui wahyu kepada para rasul-Nya dan memerintahkan mereka untuk menaatinya. Ini bertujuan agar manusia sampai pada kebenaran. Dengan demikian, barang siapa mengikuti bimbingan itu berarti ia akan memperoleh kebahagiaan yang sangat berguna bagi dirinya. Akan tetapi, barang siapa yang menempuh jalan sesat maka akibatnya akan diderita dan dirasakannya sendiri.

Allah swt berfirman:

Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.

Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. (al-An'±m/6: 153)

Dan firman-Nya:

قَالَ هٰذَاصِرَاكُ عَلَيَّ مُسْتَقِيْدُ

Dia (Allah) berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus (menuju) kepada-Ku." (al-¦ijr/15: 41)

Dan firman-Nya:

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدِي

Sesungguhnya Kamilah yang memberi petunjuk. (al-Lail/92: 12)

Di samping jalan lurus itu, ada jalan yang menyimpang dari kebenaran. Apabila manusia melalui jalan itu, mereka tidak akan mencapai kebahagiaan. Jalan itu adalah jalan kesesatan, yang membawa manusia pada perpecahan dan kehancuran.

Menurut ayat ini, jalan lurus yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan hanyalah agama Islam, yaitu agama yang hanif, disyariatkan Allah dan diwahyukan-Nya kepada Nabi Muhammad saw, serta sesuai dengan fitrah manusia.

Allah swt berfirman:

فَاقِمْ وَجُهَكَ لِلِدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ۗ ذٰلِكَ الدِّيْثُ الْقَيِّمُ ۗ وَلٰكِنَ اَكَ ثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (ar-Rµm/30: 30)

Sesungguhnya Allah berkuasa untuk membimbing manusia seluruhnya untuk beragama tauhid. Akan tetapi, Allah swt Maha Bijaksana. Ia memberi hak pilih kepada manusia karena mereka memiliki akal dan pikiran untuk digunakan sebagaimana mestinya. Allah juga memberikan bimbingan wahyu kepada manusia melalui rasul-Nya, agar mereka melaksanakan tuntunan itu berdasarkan pilihannya. Firman Allah:

وَلَوْشَأَءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. (Yµnus/10: 99)

Untuk mendorong minat manusia melakukan amal yang baik, Allah swt menjanjikan pahala. Sebagai upaya menghilangkan kecenderungan mereka melakukan amal yang jelek, Allah juga memberi peringatan dengan ancaman yang pedih. Hal ini dimaksudkan agar manusia mau mengikuti petunjuk-Nya dan menghindari larangan-Nya.

# Kesimpulan

- 1. Allah menciptakan alam dengan segala isinya sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan-Nya.
- 2. Allah menciptakan manusia dari nutfah. Oleh karena itu, sangat tidak pantas bagi manusia apabila setelah menjadi makhluk yang kuat dan berakal, ia menjadi pembangkang terhadap Allah dan syariat-Nya.
- 3. Nikmat Allah yang diberikan kepada manusia bermacam-macam, di antaranya berupa binatang ternak yang menjadi piaraan mereka, pengangkut barang dagangan, dan kebanggaan.

## KARUNIA ALLAH TIDAK TERHITUNG

هُوالَّذِيَّ انْزَلَعِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَاجٌ قَمِنْهُ شَكَمُّ وَيُهِ تَسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ
لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيْلُ وَالْمَعْنَابُ وَمِنْ كُلِ الثَّمَرَةِ انَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَسَخَرَ كُمُّ الْيُلُوالِنَّهُ أَرُ وَالشَّمْ وَالْقَمَرُ وَالتَّمْ فِي الْاَرْضِ عُنْتَلِفًا الْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَقْوَمُ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَسَخَرَ كُمُ النَّيْلُولَةُ اللَّهُ وَالْتَحْرَلِتَا حُكُولُولَ النَّهُ الْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

Terjemah

(10) Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit, untuk kamu sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu. (11) Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh, dalam hal demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir. (12) Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, dalam hal demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti, (13) Dan (Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, dalam hal demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. (14) Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan

(dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (15) Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk, (16) dan (Dia menciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. (17) Maka apakah (Allah) yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan (sesuatu)? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? (18) Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benarbenar Maha Pengampun, Maha Penyayang. (19) Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. (20) Dan (berhalaberhala) yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apa pun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) dibuat orang. (21) (Berhala-berhala itu) benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah (penyembahnya) dibangkitkan.

(an-Na¥I/16: 18) يُنْعَثُونَ (an-Na¥I/16: 18)

Masdarnya *al-ba'f* artinya mengirim dari satu tempat ke tempat lain, membangkitkan, menggerakkan untuk berjalan, dan sebagainya. *Al-ba'f* menurut Rag³b al-Asfa¥±ni dibagi menjadi dua, satu bersifat kemanusiaan seperti kata *ba'afal-ins±n f³ ¥±jah*, artinya seseorang berjalan memenuhi kebutuhannya. Kedua, bersifat ketuhanan yang juga terbagi dua:

- a. menciptakan makhluk yang belum pernah ada
- b. menghidupkan orang yang sudah mati

Dalam istilah Al-Qur'an penggunaan arti *al-ba'f* yang banyak dipakai adalah menghidupkan manusia sesudah mati untuk dihisab. Sehingga *yaumul- ba'f* dinamakan pula *yaumul-¥asyr*, artinya hari kebangkitan, yaitu hari pengumpulan manusia sesudah dibangkitkan (dihidupkan) untuk diperhitungkan amal baik-buruknya.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menyebutkan nikmat yang dapat dirasakan oleh manusia di permukaan bumi yaitu nikmat yang mereka peroleh dari binatang yang mencukupkan keperluan hidup manusia, baik untuk makanan maupun untuk dijadikan sebagai kendaraan. Pada ayat-ayat ini, Allah menyebutkan pula nikmat yang diperoleh manusia dari langit berupa hujan, yang dapat dijadikan sebagai minuman dan dapat pula menumbuhkan dan menyuburkan tanaman.

#### Tafsir

(10) Allah menyebutkan nikmat yang diperoleh manusia dari langit secara langsung atau tidak langsung. Nikmat Allah yang mereka peroleh

secara langsung adalah air hujan yang dapat dijadikan air minum dan keperluan lainnya dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti mandi, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Turunnya air hujan juga membuat udara yang panas menjadi sejuk dan menyegarkan badan.

Sedang nikmat Allah yang diperoleh secara tidak langsung dari air hujan adalah air itu dapat mengairi sawah dan menghidupkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Segala tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia dan makhluk lain, seperti manusia dapat menggembalakan binatang ternak mereka di padang rumput.

Ayat ini merupakan salah satu dari sekian banyak ayat yang berbicara mengenai hujan dan kesuburan yang diakibatkannya. Untuk rincian mengenai hujan lihat Surah an-Nµr/24: 43 dan ar-Rµm/30: 48-49. Sedangkan uraian mengenai bagaimana hujan sangat berperan untuk kesuburan dapat dilihat pada Surah Q±f/50: 9-11.

(11) Dengan hujan itu pula, Allah swt menumbuhkan tanam-tanaman yang buahnya dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dari jenis rumput-rumputan, manusia memperoleh bahan makanan bagi ternak mereka, dari zaitun mereka memperoleh minyak yang diperlukan oleh tubuh, dan dari kurma dan anggur mereka dapat memperoleh buah-buahan sebagai penambah gizi makanan mereka.

Kemudian disebut pula segala macam buah-buahan, agar manusia dapat mengetahui kekuasaan-Nya yang tidak terbatas. Dari air yang sama, Allah swt berkuasa menumbuhkan tanam-tanaman yang beraneka ragam dan mengeluarkan buah-buahan yang beraneka ragam bentuk, warna, dan rasanya. Segala macam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bahan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah nikmat yang diberikan oleh Allah dan sekaligus sebagai bukti keesaan-Nya bagi orang yang mengingkari-Nya.

Pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa segala macam nikmat yang diturunkan baik secara langsung ataupun tidak langsung merupakan bukti kebenaran bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan kecuali Allah. Bukti-bukti itu dapat diketahui oleh orang-orang yang memperhatikan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah serta memikirkan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya.

Bukti-bukti kekuasaan Allah yang terdapat di alam ini cukup memberikan kepuasan pada orang yang benar-benar memperhatikan kekuasaan-Nya dan mempercayai keesaan-Nya. Sebagai contoh, perhatikanlah biji-bijian, baik biji tunggal ataupun berkeping dua, yang terletak di permukaan tanah yang dibasahi air hujan. Lama kelamaan biji itu merekah dan akarnya keluar menembus permukaan tanah. Kemudian tumbuh batang dan dedaunan, lalu berkembang menjadi besar, berbunga, dan berbuah.

Satu hal yang menarik perhatian ialah biji-bijian yang hampir sama bentuknya menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dan menghasilkan buah-buahan yang bermacam-macam bentuk, warna, dan rasanya. Orang yang menyaksikan hal tersebut tentu akan melihat bahwa pencipta dari segala macam tumbuh-tumbuhan itu pasti Zat Yang Mahasempurna yang tidak bisa disaingi oleh zat-zat yang lain. Dialah yang berhak dipertuhan dan disembah.

(12) Allah swt menjelaskan bahwa Dialah yang mengendalikan malam dan siang, serta matahari dan bulan. Semua itu untuk kepentingan manusia dan sebagai nikmat yang diciptakan Allah untuk mereka. Allah mengendalikan siang dan malam secara berganti-ganti. Malam sebagai waktu untuk beristirahat dan tidur agar tenang pikirannya di siang hari. Sedang siang adalah waktu untuk berusaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup.

Allah menyebutkan matahari dan bulan. Matahari sebagai penyebab adanya siang dan malam. Apabila matahari muncul di cakrawala di bagian langit sebelah timur berarti hari sudah mulai siang. Makin lama matahari makin meninggi bergerak di angkasa secara perlahan-lahan dan apabila telah tenggelam di bagian ufuk sebelah barat, berarti malam telah tiba. Matahari sebagai sumber tenaga sangat diperlukan bagi segenap makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan.

Bulan berjalan lebih cepat dari matahari suatu saat ia berbentuk sabit, beberapa hari kemudian bertambah besar, dan akhirnya menjadi bulan purnama. Sesudah itu, cahayanya mulai berkurang dan bentuknya kembali menjadi bentuk sabit, dan akhirnya lenyap sama sekali. Dari berbagai perubahan bentuk bulan ini, orang dapat mengetahui penanggalan yang sangat bermanfaat bagi pelaksanaan ibadah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa benda langit itu merupakan nikmat Allah yang sangat besar bagi manusia, dan bermanfaat bagi kehidupan ataupun pengetahuan mereka.

Allah swt menyebutkan bahwa Dia mengendalikan bintang-bintang yang bergerak pada orbitnya sendiri-sendiri dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Gerakannya begitu teratur dan tetap, demikian pula posisinya. Hal ini memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengetahui posisi mereka di muka bumi dengan berpedoman kepada kedudukan bintang-bintang itu, baik di daratan, di lautan, maupun di udara, terutama pada saat tanda-tanda dan rambu-rambu pengenal lainnya tak dapat dilihat.

Di akhir ayat, Allah swt menandaskan sekali lagi bahwa matahari, bulan, dan bintang itu menjadi tanda bukti yang jelas bagi mereka yang mau memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan dapat memahami hukumhukum yang berlaku di alam ini. Hal ini mengandung pengertian bahwa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di angkasa tidaklah diperoleh dengan penglihatan selintas saja melainkan dengan merenungkan dan memikirkan dengan akal yang sehat. Ini disebabkan oleh letak bendabenda tersebut yang sangat jauh jaraknya dari bumi, sehingga manusia tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Berbeda dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di permukaan bumi. Dalam hal ini dengan pandangan selintas terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang

ada di jangkauan mereka, manusia akan dapat mengetahui keagungan Penciptanya.

(13) Allah menjelaskan bahwa Dia juga mengendalikan segala macam benda yang diciptakan-Nya, baik benda-benda itu hanya terdapat di permukaan bumi seperti aneka ragam binatang ternak dan tumbuhtumbuhan, maupun benda-benda yang terdapat dalam perut bumi, seperti mineral dan barang tambang. Semua itu diciptakan Allah beraneka ragam dalam jenis, bentuk, dan manfaatnya.

Di akhir ayat dijelaskan bahwa sesungguhnya pada nikmat-nikmat yang telah diciptakan Allah yang beraneka ragam bentuk itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Yaitu bagi mereka yang memahami betapa besarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka dan mensyukuri dengan memanfaatkannya sebagaimana mestinya dan sesuai dengan keperluan mereka menurut keridaan Allah.

(14) Selanjutnya, Allah swt menyebutkan nikmat-nikmat yang terdapat di lautan yang diberikan kepada hamba-Nya. Dijelaskan bahwa Dia yang telah mengendalikan lautan untuk manusia. Maksudnya ialah mengendalikan segala macam nikmat-Nya yang terdapat di lautan agar manusia dapat memperoleh makanan dari lautan itu berupa daging yang segar, yaitu segala macam jenis ikan yang diperoleh manusia dengan jalan menangkapnya.

Penyerupaan ikan dengan daging yang segar agar dipahami bahwa yang boleh dimakan dari segala jenis ikan yang terdapat di dalam lautan itu ialah yang ditangkap dalam keadaan segar, meskipun binatang itu mati tanpa disembelih. Akan tetapi, apabila segala jenis ikan yang diperoleh itu dalam keadaan tidak segar, mati, apalagi telah membusuk, maka tidak boleh dimakan karena dikhawatirkan membahayakan kesehatan. Yang dimaksud dengan binatang yang mati di lautan ialah binatang yang mati dengan sendirinya atau karena sebab-sebab yang lain sehingga mengambang di permukaan air, bukan yang mati karena ditangkap oleh manusia.

Rasulullah bersabda:

Semua binatang laut yang mati karena kehabisan air makanlah dan semua binatang laut yang terdampar ke daratan dari lautan makanlah, tetapi binatang yang terapung di lautan janganlah dimakan. (Hadis «a³f riwayat Abu D±wud dan Ibnu M±jah dari J±bir)

Ikan yang mati di laut boleh dimakan sebab Nabi Muhammad saw bersabda:

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (Riwayat Imam Empat dari Abu Hurairah)

Hendaklah dipahami sekali lagi bahwa bangkai binatang air laut yang halal dimakan ialah binatang yang ditangkap oleh manusia, yang terlempar ke daratan, yang mati karena kehabisan air, dan yang masih segar, bukan binatang yang mati terapung di lautan dan sudah membusuk.

Selanjutnya Allah swt menyebutkan nikmat lain yang dapat diperoleh manusia dari lautan, yaitu berupa perhiasan. Di antaranya adalah mutiara dan marjan

Mutiara adalah perhiasan yang diperoleh dari dalam tubuh sejenis lokan yang proses kejadiannya dimulai dengan masuknya semacam benda keras, pasir, atau benda asing lainnya ke dalam tubuh lokan. Karena sangat mengganggu bagi organ-organ tubuhnya, lokan mengeluarkan semacam cairan yang dapat mengeras untuk membungkus benda keras itu. Proses itu berlanjut terus-menerus sehingga lama-kelamaan terbentuk semacam benda bulat dan mengkilat, warnanya putih kebiru-biruan, kemerah-merahan, atau kekuning-kuningan yang sangat indah dipandang mata. Benda itu dikeluarkan oleh manusia dari lokan tadi, ada yang kecil dan ada yang besar sesuai dengan lamanya benda tersebut dalam tubuh lokan itu. Itulah yang dimaksud dengan mutiara.

Perhiasan yang lain adalah marjan, sebangsa tumbuh-tumbuhan yang hidup di dasar laut dan mirip dengan karang. Marjan itu diambil oleh manusia dari lautan dan dibuat menjadi kalung, gelang, atau perhiasan lain yang sangat indah. Semua itu berupa nikmat Allah yang diberikan kepada manusia yang tiada ternilai harganya.

Nikmat lain yang diberikan kepada manusia dari lautan ialah mereka dapat menjadikannya sebagai sarana lalu lintas pelayaran, baik oleh kapal layar ataupun kapal mesin. Kapal-kapal itu hilir mudik dari suatu negara ke negara lain untuk mengangkut segala macam barang perdagangan sehingga mempermudah perdagangan antar negara tersebut. Dari perdagangan itu, manusia mendapat rezeki karena keuntungan yang diperolehnya.

Nikmat-nikmat Allah itu disebutkan agar manusia mensyukuri semua nikmat yang diberikan-Nya kepada mereka. Juga dimaksudkan agar manusia dapat memahami betapa besar nikmat Allah yang telah diberikan pada mereka dan memanfaatkan nikmat yang tiada tara itu untuk beribadah kepada-Nya dan kesejahteraan mereka sendiri.

(15) Allah swt juga menyebutkan nikmat yang didapat manusia secara tidak langsung. Dia menciptakan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang. Dengan demikian, binatang-binatang serta manusia yang berada di permukaannya dapat hidup tenang. Gambaran yang dapat diambil dari ayat ini ialah bahwa gunung diciptakan oleh Allah sebagai pemelihara keseimbangan bumi sehingga dapat berputar dengan tenang. Mengenai

ketenangan bumi karena adanya gunung itu dapat diumpamakan seperti tenangnya perahu di atas air. Apabila perahu itu tidak diberi beban, ia mudah tergoncang oleh gelombang ombak. Tetapi apabila diberi beban yang cukup berat, maka perahu itu tidak mudah oleng.

Allah swit menciptakan sungai di permukaan bumi yang mengalir dari suatu tempat ke tempat lain sebagai nikmat yang diberikan pada hamba-Nya. Sungai itu berfungsi sebagai sumber pengairan yang dapat diatur untuk mengairi sawah dan ladang, sehingga manusia dapat bercocok tanam untuk memenuhi segala macam kebutuhannya. Di samping itu, sungai dapat juga dijadikan sebagai sarana lalu lintas guna kepentingan pengangkutan barangbarang dagangan manusia.

Allah juga menciptakan daratan yang dapat digunakan sebagai sarana perhubungan dan transportasi dari suatu negeri ke negeri yang lain. Jalan-jalan itu terbentang mulai dari tepi pantai, menembus hutan-hutan, dan melingkari gunung-gunung, sehingga dengan demikian manusia dapat mencapai tujuannya tanpa tersesat ke tempat lain. Itulah sebabnya di akhir ayat ini, Allah swt menyebutkan bahwa manfaat dari jalan-jalan itu agar manusia mendapat petunjuk. Artinya tidak tersesat tanpa arah tujuan.

Firman Allah:

Dan Kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia (tidak) guncang bersama mereka, dan Kami jadikan (pula) di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. (al-Anbiy±'/21: 31)

Ayat 15 Surah an-Na¥l/16 ini juga menyiratkan bagaimana proses geologi berjalan, yang pada dasarnya berupa siklus yang tiada berhenti. Ketika proses erosi terjadi maka seluruh material hasil erosi dihamparkan dan diendapkan pada tempat-tempat yang lebih rendah, bahkan mencapai wilayah-wilayah terendah seperti palung-palung yang terdapat di sebelah barat pulau Sumatera ataupun di selatan pulau Jawa. Kumpulan material akibat erosi selama jutaan tahun ini secara bersamaan dihimpit oleh lempengan-lempengan yang terus bergerak dan lambat laun menghasilkan pegunungan.

Proses geologi selalu menuju ke keseimbangan yang terukur. Pada pegunungan yang menjulang tinggi, maka beban ini menekan kerak bumi di bawahnya dan menyebabkan kerakbumi menekuk lebih dalam, ibarat sebuah akar yang menunjam dalam dan membuat bumi stabil. Jadi, di bawah pegunungan terdapat akar yang ketebalannya prororsional dengan beratnya (terukur). Contoh dari fenomena adalah dibawah pengunungan Himalaya yang menjulang tinggi terdapat akar yang dalam.

(16) Di samping itu, Allah swt menciptakan gunung-gunung itu sebagai tanda yang dapat digunakan manusia sebagai petunjuk untuk mengetahui di

mana mereka berada. Apabila seseorang berlayar di lautan dan masih dapat melihat rambu-rambu darat maka gunung-gunung itulah sebagai tanda baginya untuk menentukan posisi dan kedudukan perahunya.

Selanjutnya Allah swt menjelaskan pula bahwa Dia menciptakan bintang-bintang yang juga dapat dijadikan sebagai penunjuk arah. Bintang digunakan para musafir di darat, pelaut, dan penerbang sebagai petunjuk di waktu malam apabila rambu-rambu tak dapat dipergunakan lagi. Karena di waktu malam gelap, hanya cahaya-cahaya bintang itulah yang paling jelas bagi mereka. Manusia dapat mengambil petunjuk dari bintang dengan jalan mengenal gugusan bintang-bintang itu yang dalam ilmu falak telah diberi nama-nama tersendiri. Sudah tentu, yang dapat menggunakan bintang sebagai petunjuk ialah mereka yang telah dapat membedakan masing-masing gugusan bintang itu dan mengenal saat terbit dan tenggelamnya. Gugusangugusan bintang itu dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kedudukan mereka di permukaan bumi.

(17) Sesudah itu, Allah swt membungkam orang-orang musyrik dan mematahkan alasan-alasan yang mereka kemukakan karena mereka tidak mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan tetap bergelimang dalam kemusyrikannya. Allah swt menyuruh mereka agar memperhatikan apakah yang menciptakan segala macam nikmat yang diberikan kepada manusia sama dengan patung-patung yang mereka sembah yang tidak dapat menciptakan apa-apa. Mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari berbagai macam nikmat tadi sehingga mereka akan mengenal siapakah sebenarnya yang pantas memiliki kekuasaan tertinggi, dan menentukan segala macam bentuk kejadian menurut kehendaknya.

Sebenarnya apabila mereka mau merenungkan kejadian alam beserta seluruh isinya dan segala macam nikmat yang diperoleh, mereka tentu akan meninggalkan penyembahan patung-patung yang menjadi tradisi nenek moyang mereka.

- (18) Allah lalu menegaskan bahwa apabila manusia mau menghitung nikmat-Nya, tentu mereka tak akan dapat menentukan jumlahnya karena pikiran manusia itu sangat terbatas, sedangkan nikmat Allah begitu luas. Oleh sebab itu, kewajiban manusia hanyalah mensyukuri nikmat-nikmat itu dan memanfaatkannya untuk memenuhi keperluan hidupnya dan berkhidmat kepada masyarakat sesuai dengan tuntunan dan keridaan Allah.
- Di akhir ayat ditegaskan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pengampunan disebut dalam ayat ini karena kebanyakan manusia mensyukuri sebagian kecil dari nikmat yang mereka terima, sedangkan nikmat-nikmat yang sangat luas mereka lupakan begitu saja. Penyebutan kata-kata Maha Penyayang menunjukkan bahwa Allah tidak akan memberikan hukuman kepada mereka dengan segera karena keingkaran mereka terhadap nikmat Allah yang Mahaluas itu.
- (19) Allah swt menjelaskan bahwa Dia Maha Mengetahui segala apa yang dirahasiakan manusia. Maksudnya, Allah mengetahui apa yang ada

dalam hati manusia, yang berbeda dengan apa yang mereka ucapkan dan kerjakan.

Meskipun manusia merahasiakan dalam hati mereka apa yang sebenarnya terjadi dan tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya, nanti di hari kiamat rahasia itu akan dibukakan Allah bagi siapa saja. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang melakukan kebajikan sesuai dengan kebajikannya, dan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan sesuai dengan kejahatannya. Allah sendiri yang akan menanyakan kepada mereka apakah mereka mensyukuri atau bahkan mengingkari nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka.

(20) Sesudah itu, Allah swt menjelaskan kepada orang-orang musyrik bagaimana keadaan patung yang sebenarnya. Hal ini sebagai penegasan terhadap kebodohan mereka yang tidak dapat menilai keadaan yang sebenarnya dari patung-patung yang mereka sembah.

Allah swt menyatakan bahwa orang-orang yang menyembah tuhan-tuhan lain selain Allah berarti menyembah sesuatu yang tidak dapat menciptakan suatu apapun. Apa yang mereka sembah itu hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi patung-patung dan sembahan-sembahan lainnya itu tidak dapat memberikan pengaruh apa-apa karena hanya merupakan hasil pahatan manusia itu sendiri.

Allah swt berfirman:

# قَالَ اَتَعَبُدُوْنَ مَا تَنْحِئُونٌ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞

Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?Padahal Allahlah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." (a¡-¢±ff±t/37: 95-96)

Pertanyaan ini adalah cetusan perasaan Nabi Ibrahim pada saat melihat kaumnya yang menyembah patung-patung. Hal ini menunjukkan kebenaran ungkapan Nabi Ibrahim karena patung-patung itu hanyalah ciptaan manusia belaka.

(21) Allah swt lalu menjelaskan bahwa berhala-berhala itu adalah benda mati. Berhala itu tidak dapat memikirkan bagaimana seharusnya mengabulkan doa-doa yang mereka minta. Allah swt menegaskan bahwa patung-patung itu bukanlah benda hidup yang dapat memberikan pengaruh, baik bagi dirinya maupun di luar dirinya. Berhala itu, baik disembah ataupun tidak, tidak akan memberikan faedah apa punjuga dan tidak akan pula menyebabkan kemudaratan.

Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa berhala-berhala itu tidak akan mengetahui dan merasakan bila penyembah-penyembahnya kelak dibangkitkan. Hanya Allah, pencipta jagat raya dan isinya saja yang mengetahuinya, sedang patung-patung itu tidak akan mengetahui apa-apa karena hanya merupakan benda-benda mati.

### Kesimpulan

- 1. Manusia diberi nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, agar ia memanfaatkan nikmat Allah itu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya dan berbakti kepada Allah.
- 2. Sebagai nikmat-Nya yang tiada terbatas, Allah menurunkan air dari langit yang berguna untuk melengkapi kebutuhan air minum bagi manusia, dan mengairi sawah dan tanam-tanaman mereka yang beraneka macam jenis dan rasanya.
- 3. Benda-benda langit diciptakan Allah sebagai petunjuk waktu pergantian siang dan malam, pergantian musim, dan sebagainya agar manusia tidak merasakan kehidupan yang menjemukan.
- 4. Allah menciptakan ikan di lautan agar manusia mendapat makanan berupa daging yang segar. Dia juga melengkapinya dengan mutiara dan marjan agar manusia dapat memanfaatkannya sebagai perhiasan.
- 5. Allah menyebutkan nikmat yang dapat diperoleh manusia dari gunung yaitu untuk memelihara kestabilan peredaran bumi, sebagai sarana penampung air hujan dan menjadi sumber sungai. Gunung juga berguna sebagai tanda agar orang tidak tersesat dalam perjalanan.
- 6. Allah menciptakan bintang-bintang agar manusia dapat mengambil petunjuk dari gugusan bintang-bintang itu.
- Yang patut diagungkan oleh manusia ialah Allah yang menciptakan segala macam nikmat yang beraneka ragam itu, bukan berhala-berhala yang tidak mampu memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat.
- 8. Nikmat Allah yang diberikan kepada manusia itu sangat luas. Maka kewajiban manusia untuk mensyukuri berbagai nikmat yang tidak terhingga itu.
- Allah swt menghendaki agar manusia jujur terhadap diri sendiri, mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan yang ada di hati. Karena apa yang disembunyikan di dalam hati mereka akan dibukakan Allah di hari akhirat (kiamat) nanti.
- 10. Menyembah berhala adalah suatu tindakan yang salah, karena berhalaberhala itu merupakan ciptaan manusia dan benda mati yang tidak memberikan pengaruh apapun, serta tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksaan Allah di hari Kiamat.

### TAKABUR PENYEBAB KEKAFIRAN

ٳڵۿؙػؙٛٛػۯٳڬڐٞۊٞٳڿڐۧٛۜۜڡٛٲڷۜڋؽؙٷڮؽؙۅٛؽؙۅٛڹٷڒۑٳڷڵڿڗۊۘڟؙٷؽؙۿؠؙؙٞٛڞؙؽڮۯۊٞۘٷۿؠٞؗؗؗ۠ڡٞڛؾػؠؚۯٷڹ۞ ڵڋػؠؘٵؙڎٞٳڵڷڎؽۼڬؠؙڡٙٳؽڛؚۘڗؙۅٛۮۅٙڡٵؽۼڸٮؙٷڹؖٳڐڎڵؽۼؚۘۺؙٳٮؙٛڡؙۺؾػۧؠڔؚؽۣڹ۞ۅٳڎٳڡؿڵڮۿؠ۠ ڡۜٲۮٙٵڎ۫ڒڶڒۺؙؖڲؙۿٞڨٲڷۅۧٳڛٳڟؿۯؙڵۮٷٙڸؽڒؗ۞ڸؽڂڡڷؙۉٙٳٷۯڒۿؙؠ۫ڰڡؚڶڐۜؿٷڡٳڷۊۑؽڐ ۘڡٙڡؚڹٛٷڒٳڔٳڷۜۮؚؿؙٮٛؽۻڷٞٷڹۿؙۿڔۼؘؿڔۼؚڷڿۧ۫۫ٵڵٳڛٙٵۼڡٵؽڒؚۯٷٮٛ۞

Terjemah

(22) Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaan Allah), dan mereka adalah orang yang sombong. (23) Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. (24) Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Dongeng-dongeng orang dahulu." (25) (Ucapan mereka) menyebabkan mereka pada hari Kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, alangkah buruknya (dosa) yang mereka pikul itu.

(an-Na¥I/16: 22) مُنْكَرَةٌ

Asal katanya *nakara* yang berarti meyakini sesuatu di hati yang tidak pernah terbayangkan karena ketidaktahuannya. *Al-Ink±r* artinya mengingkari, lawan dari *al-iqr±r* atau mengakui. Orang biasanya mengingkari sesuatu dengan lisannya karena hatinya memang mengingkarinya, tapi kadang-kadang lisannya mengingkari namun hatinya meyakini, ini artinya dia berbohong (an-Na¥I/16: 83). Sedangkan kata *al-munkar* adalah semua perbuatan yang dinilai akal sehat sebagai perbuatan yang jelek atau tercela menurut agama.

Dalam ayat ini, qulµbuhum munkirah artinya hati mereka menentang fakta yang nyata yaitu keesaan Allah meskipun sudah jelas tanda-tanda yang menunjukkannya. Keingkaran ini menjadi bagian dirinya yang sulit diubah dari orang-orang yang tidak mempercayai Allah, karena redaksi ayat dalam bentuk nominal yang menunjuk pada satu situasi yang tetap dan tidak berubah. Kata ini hanya sekali disebutkan dalam Al-Qur'an.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan bahwa Dia telah memberikan begitu banyak nikmat kepada manusia agar mereka dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan bersyukur kepada pemberi nikmat itu. Akan tetapi, orang-orang kafir Quraisy tidak mau mensyukurinya, bahkan mengingkarinya. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri, padahal Allah swt telah cukup memberikan buktibukti kekuasaan dan keesaan-Nya. Akan tetapi, mereka tetap mempersekutukan Allah dengan tuhan-tuhan ciptaan mereka.

Kemudian di dalam ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa pencipta alam raya dan segala isinya ialah Allah Yang Maha Esa. Alam ini akan mengalami kehancuran pada hari kiamat. Orang-orang musyrik tidak mau mengakui terjadinya hari kiamat hanya karena kesombongan mereka.

#### **Tafsir**

(22) Allah swt menjelaskan bahwa Tuhan yang wajib disembah dan ditaati oleh seluruh manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Penegasan dengan Yang Maha Esa, memberikan pengertian yang pantas disembah hanyalah Dia. Oleh sebab itu, Dia pulalah yang wajib ditaati oleh seluruh manusia dan tidak boleh mengangkat tuhan-tuhan yang lain sebagai sekutu-Nya.

Sesudah itu, dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang kafir mempersekutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain karena tidak mau mengakui keesaan Allah, janji dan ancaman-Nya, serta terjadinya hari akhir. Itulah sebabnya maka mereka membangkang terhadap apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, meskipun berita yang disampaikan itu mengandung berita tentang kekuasaan dan kebenaran Allah serta luasnya nikmat yang diberikan kepada manusia. Hati mereka telah tertutup, meskipun telah diberitakan kepada mereka bahwa peribadatan mereka itu tidak benar. Seharusnya yang berhak disembah ialah Allah Yang Maha Esa, namun mereka tetap tidak mau percaya.

Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang sombong dan tidak mau menerima kebenaran. Mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran, tetap mengingkarinya, dan bertaklid buta mengikuti nenek moyang mereka.

Allah swt berfirman:

# اَجْعَلَ الْإِلْمَةَ اللَّهَا قَاعِدًا أَنَّ هٰذَا لَشَيُّ عُجُابُ

Apakah dia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. (¢±d/38: 5)

وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَّزَتُ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْلْخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلْخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ وَوْ ذَا وَكُرَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ وَنَ مُوْزِنَهَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. (az-Zumar/39: 45)

Bahkan mereka berkata, "Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka." Dan demikian juga ketika Kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau (Muhammad) dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) selalu berkata, "Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu (agama) dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka." (az-Zukhruf/43: 22-23)

(23) Tidak dapat diragukan lagi, sesungguhnya Allah telah mengetahui keingkaran orang-orang musyrik itu terhadap wahyu yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad saw yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Allah juga mengetahui apa yang mereka nyatakan terhadap Nabi Muhammad saw serta tuduhan mereka bahwa beliau membuat berita-berita palsu.

Di akhir ayat dijelaskan bahwa Allah tidak suka kepada orang-orang sombong yang tidak mau percaya kepada keesaan-Nya dan enggan mengikuti seruan para nabi dan rasul-Nya. Pernyataan ini menunjukkan betapa murka dan bencinya Allah kepada mereka dan sikap mereka yang tidak mengerti akan kedudukan diri mereka. Di ayat lain, Allah swt mengancam bahwa orang-orang yang sombong akan dimasukkan ke neraka Jahanam. Allah swt berfirman:

Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina. (al-Mu'min/40: 60)

#### Rasulullah saw bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebiji sawi, dan tidak akan masuk neraka orang yang di hatinya ada iman sebiji sawi, kemudian berkatalah seorang laki-laki, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seorang laki-laki ingin agar bajunya bagus dan sandalnya bagus? Kemudian Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah indah, menyukai keindahan. Kesombongan itu ialah tidak mau menerima kebenaran dan menghina manusia." (Riwayat Muslim, Abu D±wud, at-Tirmi<sup>©3</sup>, dan Ibnu M±jah, dari Ibnu Mas'µd)

(24) Allah swt menjelaskan kesombongan orang-orang musyrik, yaitu apabila ditanyakan kepada mereka apakah yang telah diturunkan oleh Allah? Mereka pun menjawab bahwa Allah tidak menurunkan apa pun juga kepada Muhammad. Apa yang dibacakan oleh Muhammad itu tiada lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu yang ia ambil dari kitab kuno.

Ucapan seperti itu menggambarkan kesombongan mereka terhadap diri Rasulullah dan kepada firman Allah.

Allah swt berfirman:

Dan mereka berkata, "(Itu hanya) dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang." (al-Furg±n/25: 5)

Kesombongan mereka terhadap Nabi Muhammad digambarkan dengan kata-kata seperti tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad itu tukang sihir, penyair, dan tukang tenung. Bahkan ada yang secara berlebih-lebihan menuduhnya sebagai orang gila. Kesombongan mereka kepada Nabi Muhammad saw bukan saja terlihat dari ucapan-ucapan mereka akan tetapi betul-betul telah merasuki jiwa dan darah daging mereka.

Allah swt berfirman:

Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya), maka celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia (merenung) memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri, lalu dia berkata, "(Al-Qur'an) ini hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu). Ini hanyalah perkataan manusia." (al-Muddaffir/74: 18-25)

(25) Allah swt menjelaskan bahwa ucapan mereka yang congkak itu menyebabkan mereka harus memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa orang-orang yang secara taklid buta mengikuti ucapan itu. Orang yang mengikuti disamakan hukumnya dengan orang yang diikuti karena mereka masing-masing telah diberi akal untuk menilai ucapan orang-orang yang diikuti itu. Akan tetapi, mereka tidak menggunakan akal itu sehingga mereka mengikuti tanpa dasar pijakan sedikit pun. Sedangkan orang yang diikuti, di samping menanggung dosa sendiri, juga menanggung dosa orang yang disesatkan. Mereka dianggap sebagai penyesat dan penyebab orang-orang lain berkeyakinan seperti keyakinan mereka. Sabda Rasulullah saw:

Barang siapa mengajak orang-orang kepada petunjuk (agama Islam), maka ia memperoleh pahala orang-orang yang mengikutinya, dan hal itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan ia memperoleh dosa seperti dosa-dosa yang mengikuti, yang hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. (Riwayat A¥mad dan Muslim dari Abu Hurairah)

Dan firman Allah:

Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka, dan pada hari Kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. (al-'Ankabµt/29: 13)

Mereka diancam dengan ancaman yang berat karena menilai firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah dengan penilaian yang tidak wajar. Mereka telah mengotori pikiran dan jiwa mereka sendiri sehingga mereka berani berbuat berbagai macam tipu daya untuk menjatuhkan pribadi Rasul di hadapan para pengikutnya. Mereka diberi ancaman keras karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Bahkan mereka memikul dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya pada hari akhir. Lalu Allah menyatakan bahwa dosa yang mereka pikul itu adalah dosa yang paling berat.

# Kesimpulan

 Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh umat manusia ialah Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang kafir tidak mau mengakui keesaan Allah

- dan hari akhirat karena mereka tidak mau mengakui kebenaran janji dan ancaman-Nya yang akan ditimpakan kepada mereka.
- 2. Allah mengetahui kesombongan dan kekafiran yang mereka nyatakan secara terang-terangan dan mengetahui pula keingkaran orang-orang musyrik terhadap wahyu yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad saw yang disembunyikan dalam sanubari mereka.
- 3. Orang-orang musyrik menuduh Nabi Muhammad saw membuat beritaberita bohong dan wahyu yang diterima beliau tiada lain hanyalah dongeng-dongeng orang dahulu.
- 4. Mereka akan menerima siksaan yang berlipat ganda, dimana mereka akan menerima hukuman yang seimbang dengan amal perbuatannya ditambah dengan dosa dari orang-orang yang mengikutinya.

# ORANG YANG BERBUAT TIPU DAYA AKAN MENGALAMI KEHANCURAN

قَدُمكُرُ الَّذِيْنَ مِنَ قَبْهِمُ فَا تَاللَّهُ بُنْيَا نَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنَ فَوَقِهِمُ وَاتَنْهُمُ الْعَذَابُ مِنَ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يُخْزِيهُمْ وَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَاءِي الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تُشَا قُونَ فِيهِمُّ قَاللَّا يُنْنَ أُوثُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْيَوْمَ وَالسُّوَءَ عَلَى الْكَفِرِيُّنَ فَ الَّذِيْنَ تَتَوَفِّهُمُ الْمَلْمِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِمِمْ فَا لَقُوا السَّلَمُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ اللَّهُ عِلَيْنَ اللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ فَادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهُا فَلَبُنُسَ مَثْوَى الْمُتَكَلِّرِيْنَ ۞

Terjemah

(26) Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. (27) Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari Kiamat, dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutu-Ku itu (yang karena membelanya) kamu selalu memusuhi mereka (nabi-nabi dan orang yang beriman)?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata." Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir." (28) (Yaitu) orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan (berbuat) zalim kepada diri sendiri, lalu mereka menyerahkan diri (sambil berkata), "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu

kejahatan pun." (Malaikat menjawab), "Pernah! Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan." (29) Maka masukilah pintupintu neraka Jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

(an-Na¥I/16: 27) تُشَاَقُّوْنَ (an-Na¥I/16: 27)

Asalnya dari *syaqaqa*, dari kata ini muncul arti membelah atau memecah (*asy-syiq±q*, al-Baqarah/2: 137), pertikaian (*asy-syiq±q*), saudara kandung (*asy-syaqīq*, *asy-syiqq*), pertengkaran dengan mulut karena permusuhan seakan-akan permusuhan itu tidak bisa didamaikan lagi karena masing-masing pihak sudah mengambil posisi berseberangan (*al-masy±qah*)

Dalam ayat ini, Allah bertanya kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Mana sekutu-sekutu Allah yang menyebabkan mereka saling bertikai dan memusuhi Rasul yang mengajak mereka untuk mengesakan Allah?"

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan sebab-sebab orang musyrikin tidak mau percaya kepada wahyu yang telah diturunkan Allah kepadanya dan tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad saw bahwa wahyu yang diterimanya itu sebenarnya adalah dongeng-dongeng palsu. Mereka itu telah sesat dan sombong serta menyesatkan orang lain. Oleh sebab itu, mereka diancam dengan ancaman yang sangat berat. Pada ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa tipu daya orang-orang musyrik tidak akan mengenai sasaran yang dituju, sebaliknya akan berakibat buruk bagi diri mereka sendiri.

#### Tafsir

(26) Allah menjelaskan bahwa tipu daya orang-orang musyrik itu hanya akan mencelakakan diri mereka sendiri. Mereka akan mengalami penderitaan seperti yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu dimana mereka juga mendustakan rasul-rasul mereka dengan berbagai macam tipu daya dan berbagai macam alasan. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan Fir'aun ketika ia meminta menterinya untuk membangun menara yang tinggi guna melihat Tuhan Musa a.s.

Firman Allah:

وَقَالَ فِرْعُونُ يَلِهَا لَمُنُ ابْنِ لِيَ صَرَّمًا لَعَ لِيَّ اَبْلُغُ الْاَسْبَابُ ۞ اَسْبَابَ السَّلَمُ وَت فَاطَّلِعَ اللَّ اللهِ مُوسَى وَ إِنِيَّ لَاَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذْ اللَّهُ وَكَذْ اللَّهُ وَعَوْنَ سُوَّهُ عَمَلِه وَصُدَّعَنِ السَّبِيْلُ وَمَا كَيْدُفِرْعَوْنَ اللَّافِيْ تَبَابٍ ۞ Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman! Buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta." Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan (yang benar); dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. (G±fir/40: 36-37)

Kemudian Allah swt melukiskan bahwa tipu daya yang mereka lakukan terhadap Rasulullah saw bagaikan orang-orang yang membangun rumah. Setelah rumah itu jadi, Allah menghancurkan rumah itu dari fondasinya. Setelah pondasi itu hancur dan tiang-tiangnya mulai berjatuhan, berguguranlah atap dan seluruh bangunannya, sehingga menimpa diri mereka sendiri. Mereka sendiri tidak merasakan sebelumnya apa yang akan terjadi dan akibat apa yang harus mereka terima terhadap perbuatan yang mereka lakukan itu.

Akibat dari perbuatan mereka itu tidak saja menghancurkan diri mereka sendiri, tetapi juga menghancurkan keluarga dan keturunan mereka. Hal itu merupakan gambaran yang tepat bagaimana Allah swt menggagalkan tipu daya mereka.

Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa mereka itu akan mendapat azab pada saat yang tidak mereka duga sebelumnya dan tidak pula mereka sadari. Hal ini menunjukkan bahwa akibat yang mereka temui tidaklah seperti yang mereka duga sebelumnya. Apa yang terjadi pada umat terdahulu berlaku pula bagi umat Islam, di mana mereka mengira bahwa dengan berbagai macam tipu daya, mereka dapat menghalang-halangi dan menghancurkan dakwah Islam. Akan tetapi justru sebaliknya, dakwah Islam makin lama makin meluas dan semangat pengikut-pengikutnya makin lama makin membaja. Akhirnya mereka akan mengalami kehancuran di berbagai medan pertempuran terutama pada saat terjadinya perang Badar.

(27) Malapetaka tersebut di atas merupakan azab dunia bagi mereka, sedangkan di akhirat Allah swt akan memberikan siksaan yang pedih dan mereka akan merasakan kehinaan yang tiada taranya. Kehinaan mereka digambarkan dengan keadaan mereka yang bingung, mencari sekutu-sekutu mereka yang dahulu pernah mengajak mereka untuk melakukan tipu daya. Mereka menyesal karena orang-orang yang dahulu mengajak mereka tidak lagi dapat memberikan dukungan kepada mereka untuk melepaskan diri mereka dari siksa Allah. Sebab pada saat itu, manusia tidak mempunyai kekuatan dan tidak pula ada yang dapat memberikan pertolongan.

Firman Allah:



Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak (pula) ada penolong. (a<sup>-</sup>-° ±riq/86: 10)

Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa pada hari kebangkitan, orangorang yang telah diberi ilmu, yaitu orang-orang yang mengetahui dan mengikuti petunjuk-petunjuk wahyu dan yakin akan kebenaran hidayah yang diterimanya, serta meyakini keesaan Allah dan kerasulan Muhammad, akan tersenyum dengan penuh kepuasan. Mereka mengatakan bahwa kehinaan dan azab pada hari itu benar-benar ditimpakan kepada orang-orang kafir akibat mengingkari Allah, memusuhi para rasul-Nya, dan mendustakan akan terjadinya hari kebangkitan.

Firman Allah:

Maka pada hari ini, orang-orang yang berimanlah yang menertawakan orang-orang kafir, mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan. (al-Mu⁻affif³n/83: 34-35)

(28) Kemudian Allah swt melukiskan keadaan orang-orang musyrik pada akhir hayat mereka, yaitu ketika malaikat maut akan merenggut nyawa mereka sedangkan mereka masih tetap dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Mereka tidak dapat mengelakkan diri dari kematian dan malaikat pencabut nyawa, padahal mereka telah mengingkari pencipta alam semesta.

Pada saat itu, mereka membayangkan siksaan yang akan mereka terima karena mengingkari Allah Yang Maha Esa dan menganiaya diri sendiri. Ketika itu, nurani merekalah yang berbicara, mereka mengakui kebenaran-Nya, seraya mengatakan kami tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah:

# وَاللَّهِ رَبِّنَامَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami menyekutukan Allah. (al-An'±m/6: 23)

Pengakuan seperti itu sangat terlambat karena pada saat sebelum kematian, mereka di dunia mendustakan keesaan Allah dan bergelimang dalam kebatilan. Tidaklah benar apabila mereka mengharapkan kebahagiaan, karena mereka telah diberi akal yang dapat menilai baik dan buruk. Mereka sadar betapa besarnya dosa mendustakan keesaan Allah dan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, hukuman yang pantas bagi mereka ialah menerima siksaan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Mereka tidak dapat lagi menutup-nutupi kejahatan yang mereka lakukan, karena sesungguhnya mereka sendiri telah menyadari dan mengakui kejahatan mereka dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

(29) Allah swt menegaskan bahwa yang akan mereka terima di akhirat tiada lain hanyalah neraka Jahanam dan merasakan berbagai macam azab.

Mereka akan tinggal dalam neraka Jahanam itu selama-lamanya dan menerima azab sesuai dengan berat ringannya dosa yang mereka lakukan. Inilah hukuman yang pantas dan penderitaan yang sesuai bagi orang yang sombong, takabur, dan tidak mau mengikuti pedoman hidup dan petunjuk yang dibawa oleh Rasul.

Allah berfirman:

Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir.  $(F\pm^{-}ir/35:36)$ 

### Kesimpulan

- Tipu daya apa saja yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan orangorang seperti mereka untuk menghalang-halangi penyebaran agama Allah pasti tidak akan berhasil. Bahkan sebaliknya, tipu daya itu akan menghancurkan usaha mereka sendiri.
- 2. Orang-orang musyrik di hari kiamat akan sangat menyesal karena menerima azab yang berat dan menghinakan. Sedangkan orang-orang yang beriman akan berbahagia karena merasakan kebenaran janji Allah.
- 3. Orang-orang musyrik pada akhir hayatnya akan mengakui keesaan Allah dan menyadari bahwa diri mereka sendiri sudah teraniaya, tetapi pengakuan serupa itu tidak ada artinya lagi.
- 4. Mereka akan memasuki neraka Jahanam dan akan merasakan berbagai macam azab sesuai dengan amal perbuatan mereka.
- 5. Tobat dan penyesalan seseorang pada saat sakaratul maut tidak akan diterima Allah swt.

#### BALASAN BAGI ORANG YANG BERTAKWA

ۅٙڡٚؽڵڷؚڐؘؽٚٵؾۘۘۘڡۜۅؙٛٳڡٵۮٙٵٮۘٛۯؙڮڔؙڲؙڴؖۛڡۘٞٲڵؙۅٛٳڂؽڔٞٵۧڵڷڋؽؽٵڂڛٮؙؙڡٞٳڣؽۿڋۄؚٵڵڎؙؽ۬ٳڂڛڬڐؖ ۅؘڶڬۯؙڵڵڿڔٚۊڔڂؽڔٛؖٷڮۼڡٞ؏ۮۯٲڶڡؙؾۜڡؚؽڹٞ۞ۘۘۼڹٚؾؙٛۼۮڕؾۜۮڂ۠ڵۅٞۻٵؾٛڿڔؚڲڡۣڹػۼۺٵ ٵٛڬڹٙۿۯؙڶۿؠٞڣۣۿٵڡٵؽۺٵٷڹٞؖڲۮڸػؽۼٛڔ۬ؽٵڵڷؙڎؙٲڵڡؙؾۜڡؚؽؙؾٚ۞ٱڵۜۮؽؙڽؘؾۘۘٙۅڣۨؠٞؗٞ ٵٮٛڡڵؠۣٚػڎؙڟڽؚؠؽڂؽڨؙٷڷۏڹ؊ڴۘڲڮؽػؙؙؙؙؙؙ؋ۮڂؙڵۅٵڹٛڮڹۜڐؠڡٲػؙۺؙؙٞۄؙؾۘ۫ڡٞڡؙڵۅٞڹٛ؈

## Terjemah

(30) Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Kebaikan." Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (balasan) yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, (31) (yaitu) surga 'Adn yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam (surga) itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, (32) (yaitu) orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka (para malaikat) mengatakan (kepada mereka), "Sal±mun 'alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

# (an-Na¥I/16: 32) لطَيِّين (an-Na¥I/16: 32)

Berasal dari ½ba, ya³bu, ¬ayyiban, yaitu apa yang terasa nikmat pada indra perasaan atau jiwa dan makanan yang baik menurut agama, seperti firman Allah "¥al±lan ¬ayyiban" (al-Baqarah/2: 168). Seseorang disebut ¬ayyib jika dia berakhlak yang baik dan terpuji, serta beramal saleh (an-Nµr/24: 26). Keturunan yang baik disebut juga ¬ayyibah (al-'Imrān/3: 38). Kata ¬ayyib³n dalam ayat ini mencakup semua arti di atas yaitu malaikat mencabut nyawa orang-orang yang baik, beriman, dalam keadaan bersih dari syirik, dan jiwa mereka benar-benar tenang.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan keadaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah swt dan selalu membuat tipu daya untuk menghalang-halangi dakwah Islam. Mereka akan mengalami penyesalan yang mendalam karena menghadapi hukuman yang sangat berat yaitu neraka Jahanam yang akan mereka rasakan untuk selama-lamanya. Kemudian di dalam ayat-ayat ini, Allah swt menjelaskan keadaan orang-orang mukmin yang selalu mematuhi bimbingan Rasul dan mengamalkannya dengan

sebaik-baiknya. Di samping itu, dijelaskan pula kebahagiaan yang akan dirasakan baik di dunia ataupun di akhirat. Mereka akan mendapat balasan surga 'Adn dan kekal di sana selama-lamanya.

#### Tafsir

(30) Allah swt menggambarkan keadaan orang-orang mukmin apabila ditanya bagaimana kesannya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Orang-orang yang mematuhi ayat-ayat Allah itu akan memberikan jawaban bahwa yang diturunkan itu adalah kebaikan dan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya yang menaati agamanya dan mempercayai rasul-Nya, serta mengamalkan ayat itu di tengah-tengah masyarakat. Mereka akan menjadi hamba Allah yang berbuat kebajikan dan menerima kebahagiaan hidup, sedangkan di akhirat akan mendapat pahala yang lebih baik lagi dari pahala yang mereka terima di dunia.

Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa kehidupan akhirat adalah lebih baik dan sebagai tempat yang paling baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kebahagiaan yang akan mereka terima di akhirat itu sifatnya kekal, sedang kebahagiaan di dunia hanya sementara. Kebahagiaan di akhirat memberikan kepuasan dalam arti sebenar-benarnya, sedang kebahagiaan di dunia merupakan kebahagiaan yang sementara dan terbatas. Kebahagiaan yang akan diterima oleh orang-orang mukmin sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini:

# فَ أَنْهُمُ اللَّهُ ثُوَّابَ الدُّنْيَاوَحُسْنَ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. (2 li 'Imr±n/3: 148)

- (31) Allah swt lalu menjelaskan keadaan surga yang akan menjadi tempat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga 'Adn yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Di situ orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan apa yang ia inginkan yang menjadi kepuasan bagi diri mereka berupa kenikmatan pemandangan, peralatan, dan pelayanannya yang melebihi kepuasan yang mereka terima di dunia. Allah swt menegaskan bahwa mereka akan kekal selama-lamanya. Allah menjanjikan surga 'Adn kepada orang-orang mukmin yang benar-benar bertakwa kepada-Nya, dan memelihara diri dari segala noda-noda kemusyrikan dan kemaksiatan. Penegasan ini sangat penting artinya bagi orang-orang mukmin supaya mereka selalu memupuk ketakwaannya sehingga meningkat ke derajat yang lebih tinggi.
- (32) Allah swt melukiskan bahwa orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, mereka mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat salam sejahtera dari malaikat. Hal

itu dikarenakan kebersihan mereka dari noda-noda kemusyrikan dan kemaksiatan, dan jiwanya tetap di bawah bimbingan wahyu Allah swt. Segenap perjalanan mereka dihiasi dengan akhlak yang mulia dan terhindar dari sifat-sifat tercela. Orang yang seperti ini menghadap Tuhannya dengan hati lapang dan berserah diri, karena ia merasa akan meninggalkan dunia yang fana, dan pergi untuk menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhannya. Ketika itu, ia menghadapi maut dengan tenang dan bahagia. Allah swt berfirman:

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu." (Fujilat/41: 30)

Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa para malaikat itu memberikan kabar gembira bahwa mereka akan memasuki surga yang disediakan bagi mereka, sesuai dengan amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Berita gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka merupakan janji Allah yang akan mereka alami nanti sesudah hari kebangkitan.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qura§i ia berkata, "Apabila seorang hamba yang mukmin telah tiba saat kematiannya datanglah malaikat seraya berkata, "Salam sejahtera untukmu hai wali Allah, Allah mengirimkan salam untukmu dan memberikan berita gembira bahwa engkau akan masuk surga." (Riwayat Ibnu Jar³r a⁻-° abar³ dan al-Baihaq³)

### Kesimpulan

- 1. Orang-orang yang bertakwa pada akhir hayatnya akan mendapatkan kebahagiaan dan di akhirat nanti akan mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia daripada kehidupan di dunia.
- Orang-orang yang bertakwa akan mendapat surga 'Adn yang penuh kenikmatan. Di sana mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan.

3. Orang-orang yang bertakwa akan mengalami akhir kehidupan yang berbahagia, mereka akan mendapat salam sejahtera dan berita gembira bahwa mereka akan masuk surga.

#### BALASAN BAGI ORANG YANG ZALIM

هَلْ يَنْظُرُونَ الْآلَانَ تَأْتِيهُمُ الْمَلَإِكَةُ اَوْيَأْتِي اَمْرُرَ بِكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ وَمَاظَامَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۞ فَاصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَاعَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَ انْوَابِهِ يَسْتَهُ زِءُوْنَ ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا لَوْشَاءَ اللهُ مَاعَبَدُ نَامِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءَ عِنْفُنُ وَلِآ اَبَا قُنَا وَلِاحَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كُذَلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَفَالُ عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۞

# Terjemah

(33) Tidak ada yang ditunggu mereka (orang kafir) selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang (kafir) sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang (selalu) menzalimi diri mereka sendiri. (34) Maka mereka ditimpa azab (akibat) perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan. (35) Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apa pun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak (pula) kami mengharamkan sesuatu pun tanpa (izin)-Nya." Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas.

(an-Na¥I/16: 34) حَاقَ (an-Na¥I/16: 34)

Kata ini dalam bentuk fi'il m±«i. Dikatakan ¥±qa, ¥aiqan, ¥uyµqan, ¥ayaq±nan. Akar kata yang terdiri dari ( ਣ - ਣ - ਣ ) mempunyai arti turunnya atau hinggapnya sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Dari pengertian dasar ini lalu bisa berkembang menjadi: menimpa, meliputi, menetap, dan lain sebagainya. Pada ayat ini dijelaskan bahwa balasan orang yang menertawakan ajaran-ajaran Allah adalah siksaan yang akan menimpanya di akhirat nanti.

#### Munasabah

Ayat-ayat yang lalu telah menjelaskan keadaan orang-orang mukmin yang selalu mematuhi bimbingan Rasul dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dijelaskan pula kebahagiaan yang akan diterimanya baik di dunia maupun di akhirat. Mereka akan mendapat balasan surga 'Adn dan kekal untuk selamanya. Ayat-ayat berikut ini menjelaskan pembangkangan orang-orang kafir terhadap janji-janji Allah dan tetap memilih bergelimang dalam kebatilan, sehingga mereka dimusnahkan dari muka bumi dengan azab-Nya dan tidak tersisa seorang pun. Pembangkangan tersebut bukanlah yang pertama kali karena umat-umat terdahulu pun melakukan perbuatan yang sama sehingga mengalami akhir kehidupan yang menyedihkan.

#### **Tafsir**

(33) Allah swt menjelaskan bahwa tidak ada gunanya memberikan kesempatan kepada orang-orang musyrik Mekah untuk mengubah sikap mereka. Mereka tetap akan berpendirian demikian, sehingga tiba saatnya malaikat merenggut nyawa mereka, atau datang perintah Tuhan untuk menurunkan azab kepada mereka di dunia seperti dialami orang-orang kafir sebelum mereka.

Di antara orang-orang musyrik yang tidak menaati nabi dan rasul ada yang dibinasakan oleh suara petir, dihancurkan oleh gempa bumi, dan ada pula yang diluluhlantakkan oleh banjir besar dan angin topan tanpa mereka duga kedatangannya. Ayat ini merupakan ancaman keras kepada mereka dengan maksud agar mereka beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta segera meninggalkan kebatilan dan kembali kepada kebenaran sebelum datang malapetaka seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum mereka.

Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa nenek moyang mereka yang mempunyai sifat dan perilaku yang sama dengan mereka telah mengalami kehancuran lebih dulu karena azab Allah akibat tidak mau mendengarkan seruan para rasul dan nabi Allah yang membimbing mereka kepada kebenaran. Mereka yang tetap bergelimang dalam kebatilan telah dimusnahkan oleh Allah dengan siksaan yang berat. Hal ini bukan berarti Allah telah menganiaya mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri sendiri. Allah telah cukup memberikan bimbingan wahyu dan bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran wahyu itu. Akan tetapi, mereka tetap saja membangkang dan mendustakan kebenaran dan mengotori jiwa mereka dengan menciptakan patung-patung sebagai tuhan-tuhan yang dipersekutukan kepada Allah.

(34) Mereka ditimpa oleh bencana yang mengerikan karena kejahatan yang mereka lakukan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat melepaskan diri dari bencana yang mengerikan itu karena semuanya berjalan menurut ketentuan dan sunnah Allah. Mereka telah diberikan peringatan berulang kali bahwa pada suatu saat akan datang azab Allah. Akan tetapi,

mereka bukan menerima dengan kesadaran, justru malah mendustakan dan memperolok-olok rasul yang membawa berita tentang kehancuran yang akan mereka alami akibat perbuatan itu.

Di akhirat, mereka pun akan merasakan sesuatu yang lebih mengerikan lagi yaitu pada saat mereka telah diputuskan untuk memasuki pintu-pintu Jahanam yang tidak dapat mereka hindari.

Allah swt berfirman:

Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. (a¡-¢aff±t/37: 21)

(35) Allah swt lalu menjelaskan tipu daya orang-orang musyrik dan alasan mereka untuk mendustakan Rasulullah saw dan pengikut-pengikutnya. Mereka mengemukakan alasan bahwa mereka menyembah berhala-berhala karena Allah telah merestui peribadatan itu. Kalau Allah menghendaki mereka menyembah Allah Yang Maha Esa, tentulah mereka tidak akan menyembah sesuatu apa punselain Allah swt.

Demikian juga penetapan mereka terhadap:  $ba 
mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{i} a mathbb{$ 

Sekiranya Allah tidak menyukai apa yang telah mereka lakukan, tentu mereka diberi petunjuk ke jalan yang benar, atau Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka dengan segera. Demikian beberapa alasan yang dikemukakan orang-orang musyrik untuk menolak wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Alasan yang mereka kemukakan itu sama halnya dengan tindakan orang-orang sebelum mereka dalam hal mendustakan rasul.

Allah swt menyangkal alasan yang mereka kemukakan dan menolak dugaan mereka yang salah itu. Allah tidak membenarkan apa yang mereka kerjakan karena Allah telah menyampaikan petunjuk melalui rasul-Nya. Rasul telah menyampaikan bimbingan kepada kaumnya ke jalan yang benar melalui perantaraan wahyu-Nya.

Allah swt berfirman:

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku. (al-Anbiy±'/21: 25) Petunjuk Allah yang disampaikan melalui rasul-Nya itu akan dinikmati oleh orang yang benar-benar berusaha untuk mendapatkannya.

Allah swt berfirman:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْ إِفِينَا لَنَهْ دِينَّهُمْ شُبُلَنا فَوَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. (al-'Ankabut/29: 69)

Oleh sebab itu, seandainya ada orang yang tidak mau mendengarkan ajakan rasul, maka bukanlah tugas rasul untuk memaksa mereka agar menerima dakwahnya. Yang demikian itu, bukanlah tugas dan tanggung jawab rasul serta bukan pula sifat dari agama Islam. Islam tidak memaksa mereka yang tidak mau menerima kebenaran.

#### Kesimpulan

- 1. Orang-orang musyrik pada masa Rasulullah akan mengalami nasib yang sama dengan orang-orang musyrik sebelum kedatangan beliau, yang telah dibinasakan oleh Allah.
- 2. Mereka akan mengalami kebinasaan dan kehancuran akibat perbuatan mereka sendiri karena mendustakan Rasul dan hari kebangkitan.
- 3. Tugas seorang rasul hanyalah menyampaikan wahyu dan membimbing manusia kepada kebenaran.
- 4. Manusia tidak diperbolehkan untuk menggunakan takdir Allah sebagai alasan pembenaran terhadap perbuatan maksiat.

#### SETIAP UMAT MEMPUNYAI RASUL

وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا آنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ فَونَهُمْ مَ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ وَمِنْهُمْ فَإِنَّ اللهُ لَا يَعْدُوا فَ الْأَرْضِ فَانَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَايَمَا نِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَعْدُي مَنْ اللهُ مَنْ يَعْدُونَ فَي اللهُ مَنْ يَعْدُونَ فَي اللهُ مَنْ يَعْدُونَ فَي اللهُ مَنْ يَعْدُونَ فَي اللهُ مَنْ يَعْدُونَ فِي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ يَعْدُونَ فَي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ يَعْدُونَ فَي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ يَعْدُونَ فَي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُعَلّمُ اللهُ مُعْمُونَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

Terjemah

(36) Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah, dan jauhilah Tagut", kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul). (37) Jika engkau (Muhammad) sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan mereka tidak mempunyai penolong. (38) Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati." Tidak demikian (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, (39) agar Dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta. (40) Sesungguhnya firman Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.

(an-Na¥I/16: 36) اَلطَّاغُوْتَ #Gyat اَلطَّاغُوْتَ (an-Na¥I/16: 36)

Berasal dari ¬ag±, ya¬gµ, ¬ugy±nan, artinya melampaui batas dalam kemaksiatan. °±gµt adalah semua benda atau sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah seperti berhala atau patung. Dari arti kata ini muncul pengertian bahwa segala sesuatu yang memalingkan manusia dari kebenaran isi kitab suci disebut ¬±gµt (an-Nis±'/4: 51). Fir'aun dengan para

dukunnya atau para pemimpin Quraisy yang musyrik disebut pula  $\pm g\mu t$  (an-Nis±'/4: 60).  $\pm g\mu t$  yang dimaksud dalam ayat ini bisa mencakup semua jenis  $\pm g\mu t$  yang diuraikan di atas.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan bahwa tindakan yang tepat bagi orang-orang musyrik ialah menjatuhkan azab yang membinasakan mereka, seperti dialami oleh orang-orang musyrik sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. Mereka tidak dapat memberikan alasan apa pun karena Allah swt telah memberikan bimbingan-Nya melalui rasul. Mereka lebih senang mengikuti ajaran nenek moyang mereka daripada mengikuti wahyu yang membimbing mereka kepada kebenaran. Dalam ayat-ayat berikut, Allah kembali menjelaskan bahwa la telah mengutus kepada tiap-tiap umat seorang rasul untuk memberikan bimbingan wahyu kepada mereka.

#### Tafsir

(36) Allah swt menjelaskan bahwa para rasul itu diutus sesuai dengan sunatullah yang berlaku pada umat sebelumnya. Mereka itu adalah pembimbing manusia ke jalan yang lurus. Bimbingan rasul-rasul itu diterima oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan membawa mereka kepada kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Allah swt menjelaskan bahwa Dia telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat yang terdahulu, seperti halnya Dia mengutus Nabi Muhammad saw kepada umat manusia seluruhnya. Oleh sebab itu, manusia hendaklah mengikuti seruannya dan meninggalkan segala larangannya.

Allah swt berfirman:

Sungguh, Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.  $(F\pm^{-}ir/35:24)$ 

Dan firman-Nya:

Dan tanyakanlah (Muhammad) kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum engkau, "Apakah Kami menentukan tuhan-tuhan selain (Allah) Yang Maha Pengasih untuk disembah?" (az-Zukhruf/43: 45)

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Allah tidak menghendaki hamba-Nya menjadi kafir, karena Allah swt telah melarang mereka mengingkari-Nya. Larangan itu telah disampaikan melalui para rasul-Nya.

Akan tetapi, ditinjau dari tabiat manusia, mungkin saja ada di antara mereka yang mengingkari Allah, karena manusia telah diberi akal pikiran dan kebebasan untuk memilih sesuai dengan kehendaknya. Takdir Allah berlaku sesuai dengan pilihan mereka. Oleh karena itu, apabila ada di antara hamba-Nya yang tetap bergelimang dalam kekafiran dan dimasukkan ke neraka Jahanam, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk membantah. Allah telah cukup memberikan akal pikiran dan kebebasan untuk memilih dan menentukan sikap jalan mana yang akan mereka tempuh. Sedang Allah sendiri tidak menghendaki apabila hamba-Nya menjadi orang-orang yang kafir.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa Allah telah mengingatkan hamba-Nya yang mendustakan kebenaran rasul dengan ancaman hukuman di dunia apabila mereka tidak mau mengubah pendiriannya dan menerima petunjuk yang dibawa rasul. Oleh karena itu, Allah membinasakan mereka dengan hukuman-Nya yang sangat pedih. Tetapi ada pula di antara mereka yang diberi petunjuk oleh Allah, sehingga mereka menerima dan mengikuti petunjuk dan wahyu yang dibawa rasul-Nya. Mereka inilah orang-orang yang berbahagia dan selamat dari azab Allah.

Sesudah itu, Allah swt memerintahkan kepada mereka agar bepergian ke seantero muka bumi dan menyaksikan negeri-negeri yang didiami oleh orang-orang zalim. Mereka disuruh melihat bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Di dalam ayat ini, Allah swt menyuruh manusia agar mengadakan penelitian terhadap sejarah bangsabangsa lain dan membandingkan antara bangsa-bangsa yang menaati Allah dan rasul-Nya dengan yang mengingkari seruan Allah dan rasul-Nya. Hal ini tiada lain hanyalah karena Allah menginginkan agar mereka mau mengikuti seruan rasul.

(37) Allah swt lalu menjelaskan kepada Nabi Muhammad saw agar jangan kecewa menghadapi keingkaran kaumnya dan pembangkangan yang berlebihan, padahal Rasul sendiri sangat menginginkan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Allah swt menjelaskan kepada Rasulullah saw bahwa meskipun dia sangat mengharapkan agar kaumnya mendapat petunjuk dan mengikuti seruannya, harapan tersebut tidak ada gunanya apabila Allah tidak menghendaki mereka mendapat petunjuk karena mereka telah menentukan pilihannya sendiri. Mereka itu berpaling dari bimbingan wahyu dan tertarik kepada tipu daya setan sehingga terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan dan kemusyrikan.

Allah swt berfirman:

Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. (al-Qa¡a¡/28: 56)

Dan firman-Nya:

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (Hµd/11: 34)

Dan firman Allah:

# وَمَنْ يُصْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ

Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya. (ar-Ra'd/13: 33)

Karena itulah Allah tidak akan memberikan petunjuk lagi kepada mereka, karena mereka telah memilih kesesatan dan telah diberi penjelasan akibat yang akan menimpa diri mereka.

Di akhir ayat, Allah swt menjelaskan bahwa apabila la berkehendak untuk menyiksa mereka, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Allah berkuasa kepada makhluk-Nya dan Allah yang menentukan nasib makhluk itu.

(38) Allah swt menjelaskan kepada Nabi Muhammad saw bahwa mereka itu bersumpah dengan nama Allah dengan sikap yang bersungguh-sungguh bahwa mereka tetap berkeras hati tidak mau percaya akan terjadinya hari kebangkitan setelah kehidupan dunia ini. Pembangkangan mereka terhadap hari kebangkitan adalah akibat dari keingkaran mereka terhadap seruan rasul. Mereka berpendapat bahwa kematian itu tiada lain hanyalah kehancuran dan kemusnahan, maka bagaimana mungkin terjadi kebangkitan setelah tubuh hancur-lebur dan tulang-belulang menjadi lapuk. Mengembalikan barang yang sudah hancur kepada bentuknya semula adalah mustahil.

Allah swt mengoreksi keyakinan mereka yang salah itu dan menegaskan bahwa yang demikian itu tidak benar. Keyakinan yang benar ialah membangkitkan seluruh manusia yang telah mati adalah janji yang telah ditetapkan Allah dan pasti terjadi. Karena kebanyakan dari mereka tidak mengerti sifat-sifat Allah yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, mereka tidak meyakini terjadinya hari kebangkitan dimana pada saat ini semua makhluk yang telah hancur lebur akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Mereka akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di dunia.

(39) Allah swt menjelaskan hikmah terjadinya hari kebangkitan, yaitu menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran wahyu yang dibawa oleh

rasul yang mereka ingkari dan perselisihkan. Pada hari itu, mereka dapat menyaksikan kebenaran wahyu dan menyadari kesalahan pendapat mereka terhadap ajaran yang disampaikan para rasul. Inilah penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Pada saat itu, mereka akan merasakan bahwa seruan rasul itu adalah bimbingan Allah yang benar, sedang mereka menyesali keingkaran mereka itu dengan penyesalan yang tidak berguna lagi.

Di akhir ayai, Allah swt menegaskan bahwa la membangkitkan mereka pada saat hari kiamat agar orang-orang yang mengingkari kebenaran wahyu-Nya dapat mengetahui bahwa hari kebangkitan dan pembalasan yang mereka dustakan itu betul-betul terjadi. Mereka ternyata orang-orang yang berdusta dan tidak ada yang mereka dustakan kecuali diri mereka sendiri. Pada hari itu, mereka benar-benar menyaksikan azab Allah yang diancamkan kepada mereka dan mereka tidak lagi dapat menghindar dari azab tersebut.

Allah swt berfirman:

(Dikatakan kepada mereka), "Inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya." (a<sup>-</sup>-° µr/52: 14)

Firman-Nya lagi:

Masuklah ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. (a<sup>-</sup>-°µr/52: 16)

(40) Allah swt menerangkan bahwa kekuasaan-Nya tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi sedikit pun oleh semua makhluk, baik yang di langit maupun yang di bumi. Allah swt menyatakan bahwa apabila ia berkehendak untuk menghidupkan orang yang mati, la cukup mengatakan kepadanya, "Jadilah." Jadilah ia sesuai dengan kehendak Allah itu.

Pada ayat lain, Allah swt menerangkan bahwa terwujudnya sesuatu yang dikehendaki itu tidaklah memerlukan waktu yang lama, akan tetapi cukup dalam waktu yang singkat.

Allah swt berfirman:

Dan perintah Kami hanyalah (dengan) satu perkataan seperti kejapan mata. (al-Qamar/54: 50)

Allah juga menjelaskan bahwa membangkitkan orang-orang yang telah mati bagi-Nya sama halnya dengan menciptakan satu jiwa.

Allah swt berfirman:

Menciptakan dan membangkitkan kamu (bagi Allah) hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja (mudah). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Luqm±n/31: 28)

### Kesimpulan

- Allah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat dengan tugas membimbing mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi pemujaan selain kepada-Nya. Namun, di antara umat itu ada yang mengikuti ajaran rasul, dan ada pula yang lebih memilih kesesatan.
- 2. Kaum musyrikin tidak mempercayai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mereka tidak mau mempercayai hari kebangkitan. Allah akan menampakkan kebenaran wahyu dan kesalahan keyakinan mereka ketika hari kiamat itu benar-benar terjadi.
- 3. Adanya hari kebangkitan untuk memperlihatkan kebenaran wahyu Allah, di samping memperlihatkan kepada orang-orang kafir kebohongan mereka sendiri.
- 4. Membangkitkan kembali makhluk yang sudah mati termasuk kekuasaan Allah yang harus diyakini. Apabila Allah mampu menciptakan mereka dari tiada, maka la mampu pula membangkitkan mereka dari kematian.

### HIJRAH UNTUK MEMBELA AGAMA ALLAH

# ۅٙۘٲڷۜٙڎؚڽؖڹؘۿٳڿۯؙۅٛٳڣۣٵڵڸۅڡؚڹٛ۬ؠڠۮؚڡٵڟؙڸؚڡؙۅ۫ٵڵٮؙٛڹۅۣۜٸٞڹٞٞۿؙۿڣۣٵڷڎؙ۠ڹ۫ؽٳڂڛؘڹڐؖٷٙڵٲڿؙۯ ٵڵٳ۬ڿڗۊٟٲڪٛڹۯؙٛۘٷڰٲٮؙٛۅٛٲۑڠٙڶڡؙۅٛڹ۞ٲڵؚۮؚؽڹؘڞڹۯؙۅٛؖٳۅؘۼڸ۬ۯڽؚۜۿؚؚؠٞؾۘٷڴؙڵؙٷڹ۞

Terjemah

(41) Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti Kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui, (42) (yaitu) orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

(an-Na¥I/16: 41) لَنُبُوِّ نَنَّهُمْ

Berasal dari *bawwa'a*, muncul kata *at-tabwi'ah* artinya memberi tempat tinggal atau perumahan. Kemudian *al-mab±'ah*, tempat tinggal, *bawwa'* memberi posisi dalam satu kaum atau dalam suatu penghargaan atau balasan.

Kata *lanubawwi'annahum* di sini berarti balasan yang baik bagi orang-orang yang hijrah ke Medinah dengan memberi mereka tempat dan kedudukan di kota tersebut, karena hijrah berarti keluar dari suatu daerah, maka Allah memberikan tempat tinggal sebagai gantinya.

#### Munasabah

Di dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah menolak untuk meyakini terjadinya hari kiamat dan hari kebangkitan. Penolakan mereka merupakan bagian dari keingkaran mereka kepada Rasul dan pengikut-pengikutnya. Kemudian mereka berusaha untuk menyiksa kaum Muslimin dengan berbagai macam siksaan. Dalam ayat-ayat ini, Allah swt menjelaskan ketentuan hijrah dimana orang-orang yang melakukannya akan memperoleh pahala di dunia dan di akhirat. Mereka berhak memperolehnya karena telah berjuang membela agama Allah sehingga rela meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan harta bendanya semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah swt.

#### Tafsir

(41) Allah swt menjelaskan bahwa orang-orang yang hijrah meninggalkan kaum kerabat yang dicintai dan kampung halamannya semata-mata mengharapkan pahala dan keridaan Allah, pasti akan diberi tempat yang baik di sisi-Nya. Yang dimaksud dengan hijrah dalam ayat ini ialah hijrah kaum Muslimin dari Mekah ke Habasyah, hijrah pertama yang dilakukan 83 orang Muslimin. Pengertian ini didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat Makkiyyah, dan dikuatkan pula oleh riwayat dari Abdullah bin Humaid, Ibnu Jar³r a⁻-° abar³, dan Ibnu Munzir dari Qatadah yang mengatakan bahwa para sahabat Nabi saw teraniaya oleh penduduk Mekah. Mereka diusir dari kampung halamannya, sehingga sebagian dari mereka ikut hijrah ke negeri Habasyah. Sesudah itu, Allah menyuruh mereka mempersiapkan diri hijrah ke Medinah, lalu kota itu dijadikan kota hijrah dan mereka diberi penolong-penolong yang terdiri dari penduduk Medinah yang beriman.

Kemudian mereka dijanjikan kemenangan atas orang-orang yang telah menganiaya mereka dan tempat yang baik di dunia. Semua itu diperoleh karena mereka rela meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka, semata-mata hanya mengharapkan keridaan Allah. Janji kemenangan yang diberikan kepada kaum Muslimin itu ialah mereka akan diberi tempat yang bebas dari kekuasaan orang-orang musyrik dan mereka dapat mengatur tata kemasyarakatan sendiri. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang takwa dan memerintah orang-orang yang takwa pula.

Di samping itu, mereka dijanjikan pula pahala akhirat yang lebih besar. Apabila mereka mengetahui, tentu mereka akan mengatakan bahwa pahala akhirat itulah yang lebih utama bila dibandingkan dengan kebahagiaan yang mereka rasakan di dunia. Ibnu Jar³r a⁻-° abar³ meriwayatkan dari Umar bin

Kha<sup>--</sup>ab bahwa apabila seorang An<sub>i</sub>ar memberi suatu pemberian kepada seorang laki-laki dari golongan Muhajirin, ia berkata, "Terimalah pemberian ini, semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam menikmatinya. Ini yang telah Allah janjikan untukmu di dunia, sedang di akhirat kamu akan mendapatkan yang lebih baik lagi".

(42) Ayat ini menjelaskan sifat-sifat seorang Muslim yang dijanjikan Allah akan memperoleh kemenangan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, seperti menerima siksaan orang-orang kafir Quraisy, menahan penderitaan karena kerinduannya terhadap kampung halaman yang ditinggalkan, dan memikul beban hidup di perantauan karena serba kekurangan dan dalam keadaan terkucil dari keluarga yang masih di Mekah.

Firman Allah:

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. (at-Taubah/9: 20)

Di akhir ayat, Allah swt menyebutkan sifat mereka sebagai orang-orang yang sabar dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Yaitu orang-orang yang menyerahkan akhir perjuangannya kepada Allah karena perjuangan itulah yang mereka tempuh untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sifat sabar dan tawakal termasuk sifat-sifat terpenting yang harus dimiliki orang-orang yang membela kebenaran. Sebab, kedua sifat itu yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya cita-cita.

# Kesimpulan

- Hijrah karena menghindarkan diri dari penganiayaan musuh-musuh Allah untuk mencari tempat yang aman guna melaksanakan kewajiban agama termasuk perjuangan yang diridai Allah swt. Mereka akan mendapat kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- 2. Sabar dan tawakal adalah dua sifat yang sangat diperlukan bagi orangorang yang menginginkan tercapainya cita-cita.
- 3. Hijrah yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah adalah hijrah yang didorong karena melaksanakan perintah Allah dan rasul-Nya.

#### KEWENANGAN ALLAH MENGUTUS NABI DAN RASUL

Terjemah

(43) Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, (44) (mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan A<sup>©</sup>-a ikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan, (45) maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu, merasa aman (dari bencana) dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau (terhadap) datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari, (46) atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan; sehingga mereka tidak berdaya menolak (azab itu), (47) atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa). Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. (48) Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah, bayangbayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri, dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka (bersikap) rendah hati. (49) Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah yaitu semua makhluk bergerak yang bernyawa dan (juga) para malaikat, dan mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri. (50) Mereka takut kepada Tuhan yang (berkuasa) di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka).

A<sup>©</sup>-<sup>a</sup>ikr artinya mengingat, yaitu menghadirkan sesuatu yang tersimpan dalam ingatan kita. Mengingat bisa dengan hati atau lisan, bisa juga dengan keduanya. Tujuannya adalah mengingatkan sesuatu yang dilupakan (al-Kahf/18: 63), dan berzikir agar tetap ingat. Kata a<sup>©</sup>-<sup>©</sup>ikr dalam ayat ini bisa berarti Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam Surah ¢±d/38: 8, bisa berarti kehormatan sebagaimana dalam Surah az-Zukhruf/43: 44, bisa juga berarti kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an seperti dalam Surah an-Na¥l/16: 43. Dengan demikian, maksud ahlu<sup>©</sup>-<sup>©</sup>ikr adalah orang-orang yang ahli dalam bidang kitab-kitab samawi tersebut seperti ulama Yahudi dan Nasrani.

Ada juga yang berpendapat bahwa  $a^{\circ}$ - $^{\circ}$ ikr dalam ayat ini merujuk pada Nabi Muhammad saw. Walaupun ditujukan kepada ulama Yahudi dan Nasrani, tetapi ayat ini bisa berarti lebih umum lagi. Bagi mereka yang kurang memahami suatu hal perlu bertanya kepada para ahlinya, termasuk di antaranya para ulama Islam.

#### Munasabah

Di dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan bahwa kaum musyrikin mengingkari kerasulan Muhammad saw, dan menganiaya Nabi dan pengikutnya sehingga mereka hijrah menyelamatkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin tidak memerlukan Nabi karena tidak meyakini hari kebangkitan dan pembalasan. Dalam ayat-ayat ini, Allah swt menjelaskan pengingkaran mereka dalam bentuk lain untuk mendustakan kerasulan Muhammad saw. Mereka menyangkal kerasulan Muhammad dengan mengatakan bahwa kalau Allah akan mengirimkan utusan, tentu la akan mengutus malaikat. Akan tetapi, alasan mereka itu tidak dapat dibenarkan karena selama ini Allah hanya mengutus manusia sebagai rasul untuk manusia.

#### Sabab Nuzul

Ibnu Jar³r a⁻-° abar³ dan Ibnu Abi ¦ ±tim meriwayatkan dari Ibnu 'Abb±s bahwa ia berkata, "Ketika Allah mengutus Muhammad sebagai nabi, orang Arab mengingkarinya. Kemudian turunlah ayat ini."

#### Tafsir

(43) Allah menyatakan bahwa Dia tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad kecuali manusia yang diberi-Nya wahyu. Ayat ini menggambarkan bahwa rasul-rasul yang diutus itu hanyalah laki-laki dari keturunan Adam a.s. sampai Nabi Muhammad saw yang bertugas membimbing umatnya agar mereka beragama tauhid dan mengikuti bimbingan

wahyu. Oleh karena itu, yang pantas diutus untuk melakukan tugas itu adalah rasul-rasul dari jenis mereka dan berbahasa mereka. Pada waktu Nabi Muhammad saw diutus, orang-orang Arab menyangkal bahwa Allah tidak mungkin mengutus utusan yang berjenis manusia seperti mereka. Mereka menginginkan agar yang diutus itu haruslah seorang malaikat, seperti firman Allah swt:

Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul (Muhammad) ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya (agar malaikat) itu memberikan peringatan bersama dia." (al-Furq±n/25: 7)

Dan firman-Nya:

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa Kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka, "Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan." Orang-orang kafir berkata, "Orang ini (Muhammad) benar-benar penyihir." (Yµnus/10: 2)

Mengenai penolakan orang-orang Arab terhadap kerasulan Muhammad karena ia seorang manusia biasa, dapat dibaca dari sebuah riwayat a«¬a¥¥±k yang disandarkan kepada Ibnu 'Abb±s bahwa setelah Muhammad saw diangkat menjadi utusan, orang Arab yang mengingkari kenabiannya berkata, "Allah lebih Agung bila rasul-Nya itu bukan manusia." Kemudian turun ayat-ayat Surah Yµnus di atas.

Dalam ayat ini, Allah swt meminta orang-orang musyrik agar bertanya kepada orang-orang Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, apakah di dalam kitab-kitab mereka terdapat keterangan bahwa Allah pernah mengutus malaikat kepada mereka. Kalau memang disebutkan di dalam kitab mereka bahwa Allah pernah menurunkan malaikat sebagai utusan Allah, mereka boleh mengingkari kerasulan Muhammad. Akan tetapi, apabila disebutkan di dalam kitab mereka bahwa Allah hanya mengirim utusan kepada mereka seorang manusia yang sejenis dengan mereka, maka sikap mereka mengingkari kerasulan Muhammad saw itu tidak benar.

(44) Sesudah itu Allah swt menjelaskan bahwa para rasul itu diutus dengan membawa bukti-bukti nyata tentang kebenaran mereka. Yang

dimaksud dengan bukti-bukti yang nyata dalam ayat ini ialah mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaran kerasulan mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan *az-zubur* ialah kitab yang mengandung tuntunan hidup dan tata hukum yang diberikan oleh Allah kepada manusia.

Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw supaya beliau menjelaskan kepada manusia mengenai ajaran, perintah, larangan, dan aturan hidup yang harus mereka perhatikan dan amalkan. Al-Qur'an juga mengandung kisah umat-umat terdahulu agar dijadikan suri teladan dalam menempuh kehidupan di dunia. Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan merinci ayat-ayat yang bersifat global mengkhususkan yang bersifat umum, membatasi yang mutlak dan lain-lain agar mudah dicerna dan sesuai dengan kemampuan berpikir mereka.

Di akhir ayat, Allah swt menegaskan agar mereka memikirkan kandungan isi Al-Qur'an dengan pemikiran yang jernih untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat, terlepas dari berbagai macam azab dan bencana seperti yang menimpa umat-umat sebelumnya.

(45-47) Allah memberi peringatan kepada orang-orang musyrik, yang selalu berusaha membuat rencana dan tipu muslihat yang jahat dan menghalangi dakwah Islam, bahwa mereka tidak akan pernah merasa aman dari ancaman-ancaman Allah yang akan ditimpakan kepada mereka. Ancaman-ancaman itu jalah:

Pertama: Allah akan menenggelamkan mereka dari permukaan bumi dan memusnahkan mereka dari alam ini, seperti yang dialami oleh Qarun.

*Kedua*: Allah akan menurunkan siksa bagi mereka dari langit pada saat yang tidak mereka duga sebelumnya, seperti yang dialami oleh kaum Nabi Lut.

Ketiga: Mereka ditimpa azab pada saat berada dalam perjalanan mencari rezeki atau sibuk dalam berdagang, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menolaknya. Artinya, mereka tidak akan dapat lari untuk melindungi dagangan dan jiwa mereka, karena azab itu menyerang dengan tiba-tiba.

Keempat: Mereka akan mengalami siksaan sebagai hukuman setelah mengalami kerugian harta benda dan nyawa, sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri dari siksaan itu.

Kemudian Allah swt mengakhiri firman-Nya dengan menyatakan bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Allah tidak akan menghukum mereka dengan segera, tetapi mengancam mereka dengan siksaan yang berat. Hal ini untuk memberikan kesempatan berpikir dan waktu kepada mereka untuk mengubah sikap terhadap ajakan rasul. Ini adalah bukti rahmat Allah yang sangat luas bagi para hamba-Nya.

(48) Kemudian Allah swt menyebutkan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya dengan maksud agar orang-orang yang selalu membuat tipu daya yang jahat itu memikirkan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah swt, misalnya bayang-bayang. Pada waktu matahari terbit di ujung timur bayang-bayang dari semua benda memanjang ke arah barat, kemudian apabila matahari meninggi, bayangan itu pun menyusut, dan akhirnya pada saat matahari melintasi meridian, bayangan itu berubah arah. Ketika matahari mulai menurun, bayangan itu makin lama makin memanjang ke arah timur, sampai pada waktu matahari itu mendekati kaki langit pada ufuk bagian barat, bayangan itu telah memanjang ke timur. Bayang-bayang itu berubah-ubah demikian karena tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan Allah.

Bayangan itu bukan hanya berubah arah ke barat dan ke timur, tetapi juga ke utara dan ke selatan setiap tahun. Apabila matahari berada di khatulistiwa persis pada meridian, tidak terdapat bayang-bayang sama sekali. Akan tetapi, untuk hari-hari berikutnya yaitu sesudah tanggal 21 Maret pada saat matahari di meridian, matahari membuat bayangan yang mengarah ke selatan. Kemudian pada tanggal 21 Juni pada saat yang sama yaitu pada saat matahari berada di meridian bayang-bayang setiap benda mengarah ke selatan sepanjang-panjangnya. Seterusnya makin hari makin memendek, hingga tanggal 23 September. Sejak itu matahari sudah mulai pindah ke arah selatan dan bayang-bayang mulai mengarah ke utara, makin hari makin memanjang hingga pada tanggal 22 Desember, matahari membuat bayangbayang mengarah ke utara sepanjang-panjangnya. Kemudian pada hari berikutnya matahari mulai bergerak ke utara, bayang-bayang mulai memendek dari hari ke hari. Akhirnya pada tanggal 21 Maret, matahari kembali lagi ke daerah khatulistiwa sehingga pada saat matahari sampai ke meridian, bayang-bayang pada saat itu tidak terlihat sama sekali. Demikianlah untuk seterusnya. Hal itu terjadi karena gerak tahunan matahari itu tunduk kepada tata hukum yang diciptakan oleh Allah dan berlaku untuk setiap makhluk-Nya.

Penjelasan Allah serupa itu ditujukan kepada manusia agar mereka mau meneliti sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa semua benda di alam ini tidak ada yang menentang hukum Allah melainkan tunduk di bawah kekuasaan-Nya.

- (49) Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada kekuasaan-Nya. Mereka itu sujud kepada Allah menurut cara masing-masing sesuai dengan fitrahnya yang alami. Bahkan malaikat pun yang berada di langit tidak mau menyombongkan dirinya dan tidak membangkang kepada ketentuan-ketentuan Allah.
- (50) Di dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan ketaatan para malaikat secara khusus, yaitu bahwa para malaikat itu tunduk di bawah kekuasaan Allah dan tekun melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya. Makhluk yang

ada di langit dan di bumi tidak dapat dan tidak mampu untuk menghindari hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku.

Demikianlah, penjelasan ini diberikan kepada orang-orang yang mengingkari adanya Allah dan selalu membuat tipu daya itu, supaya mereka menyadari bahwa tidak ada ciptaan Allah yang dapat melepaskan diri dari kekuasaan-Nya. Allah berfirman:

# فَقَالَ لَمَّا وَلِلْارْضِ اثْنِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِيْنَ

Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintah-Ku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." (Fu¡¡ilat/41: 11)

Dan firman-Nya lagi:

Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa (dan sujud pula) bayangbayang mereka, pada waktu pagi dan petang hari. (ar-Ra'd/13: 15)

Dengan penjelasan ini diharapkan mereka dapat mengakhiri keingkaran mereka, dan kembali ke fitrah semula yaitu tunduk di bawah kekuasaan Allah dan mempercayai kebenaran wahyu yang diturunkan kepada hamba-Nya yang terpilih, yaitu Muhammad saw.

- 1. Para utusan Allah yang diutus kepada manusia sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah manusia yang menerima wahyu dari-Nya.
- Para rasul itu diutus dengan membawa bukti kenabian (mukjizat) dan diberi kitab, termasuk Nabi Muhammad saw yang diberi Al-Qur'an. Ayat ini memberi otoritas kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an kepada manusia sehingga sunnah Nabi berfungsi sebagai sumber hukum kedua sesudah Al-Qur'an.
- Orang-orang yang selalu membuat tipu muslihat jahat dan tidak mau mempercayai kebenaran wahyu diancam oleh Allah dengan berbagai macam siksaan supaya mereka menyadari kesalahannya, mengubah sikapnya, dan menjadi orang yang menaati tuntunan wahyu.
- 4. Semua makhluk yang ada di alam ini menjadi petunjuk tentang keesaan Allah swt. Semua makhluk itu tidak ada yang dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah swt, bahkan semuanya berjalan sesuai dengan hukum dan ketentuan-Nya.
- 5. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh kepada Allah swt.
- 6. Mereka yang tidak tahu wajib bertanya kepada yang mengetahui.

#### LARANGAN SYIRIK DAN KUFUR NIKMAT

وَقَالَاللّٰهُ لَا تَتَخَرِذُ وَاللّٰهَيُنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُو اللَّهُ وَالدَّوَا يَا يَ فَارْهَبُونِ ۞ وَمَا يِكُرُمِّنُ وَلَهُ مَا فِي اللّٰهِ مَا فَاللّٰهِ مَا فَاللّٰهِ مَا فَاللّٰهِ مَا فَاللّٰهِ مَا فَاللّٰهِ مَا فَاللّٰهِ مَا يَكُرُمِّنُ وَلَهُ مَا فِي اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُلْمُ اللّٰمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ا

# Terjemah

(51) Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua tuhan; hanyalah Dia Tuhan Yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut." (52) Dan milik-Nya meliputi segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada-Nyalah (ibadah dan) ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? (53) Dan segala nikmat yang ada padamu (datangnya) dari Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. (54) Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan (yang lain), (55) biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka; bersenangsenanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya).

# (an-Na¥I/16: 52) وأصبًا (an-Na¥I/16: 52)

Kata  $w \pm_i ib$  adalah  $isim\ f \pm'il\ (active\ participle)$  dari  $wa_iaba - ya_iibu - wa_iban$  yang berarti tetap. Darinya terambil kata  $wa_iab$  yang berarti sakit terus-menerus. Dan darinya terambil kata  $w \pm_i ibah$  yang berarti padang pasir yang sangat luas. Terdapat beberapa riwayat mengenai makna kata  $w \pm_i ib$  yang disebut dalam ayat ini. Menurut Ibnu 'Abb $\pm$ s, Muj $\pm$ hid, 'Ikrimah, Maimun bin Mahran, as-Suddi, Qatadah, dan lain-lainnya, kata ini berarti  $d \pm' im$  (tetap). Dalam riwayat lain, Ibnu 'Abb $\pm$ s memaknainya  $w \pm_i ib$  (wajib). Selain itu, Muj $\pm$ hid juga memaknainya  $kh \pm li_i$  (murni), maksudnya seluruh penghuni langit dan bumi beribadah hanya kepada Allah. Namun makna yang lebih kuat adalah "tetap", karena dalam ayat lain Allah berfirman, "Dan bagi mereka siksaan yang kekal." (ai-0+0+0)

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan bahwa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk patuh kepada-Nya, baik yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa. Makhluk-makhluk yang tidak bernyawa tunduk kepada hukum alam yang berlaku bagi mereka. Sedangkan manusia,

di samping tunduk kepada hukum alam, dituntut pula agar tunduk pada bimbingan wahyu yang diberikan kepada rasul-Nya. Dalam ayat-ayat ini, Allah swt melarang manusia mempersekutukan-Nya dengan tuhan-tuhan yang lain. Allah juga menjelaskan bahwa semua makhluk di alam ini tunduk di bawah kekuasaan-Nya. Dijelaskan pula bahwa apabila manusia ditimpa kesulitan, mereka tunduk kepada Allah. Akan tetapi, apabila kesulitan itu telah hilang, mereka kembali kepada kekafiran.

#### Tafsir

(51) Allah swt menjelaskan kepada para hamba-Nya agar jangan sekalikali menyembah tuhan-tuhan yang lain selain Dia, karena yang demikian itu berarti mempersekutukan Allah, padahal Allah Mahasuci dari sekutu. Tidak mungkin Allah swt yang Mahakuasa di jagat raya ini lebih dari satu. Dia itu tunggal, dan hanya Dia yang berhak disembah.

Allah memerintahkan kepada manusia agar takut kepada ancaman dan hukuman-Nya. Dia juga melarang manusia mempersekutukan-Nya dan membuat sesembahan lain selain Dia. Secara jelas, larangan yang terdapat dalam ayat ini adalah menyembah dua Tuhan. Namun demikian, bilangan itu bukanlah menunjukkan bilangan dua saja, tetapi untuk menunjukkan bilangan yang paling sedikit. Sedang yang dimaksud ialah menyembah tuhan-tuhan yang lain selain Allah dan supaya tidak terbayang dalam pikiran manusia ada tuhan-tuhan yang lain selain Dia.

(52) Allah swt lalu menjelaskan bahwa semua yang ada di alam ini adalah milik-Nya. Allah tidak membagi kekuasaan-Nya kepada yang lain dalam mengurus segala yang ada di langit dan di bumi. Ia tidak memerlukan pembantu ataupun serikat. Oleh sebab itu, yang berhak ditaati hanyalah Dia. Taat dalam arti yang sebenar-benarnya, ikhlas, dan tidak berkesudahan.

Dengan demikian, tidaklah benar apabila ada manusia yang bertakwa kepada selain-Nya karena tuhan-tuhan itu tidaklah mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan nikmat yang telah ada atau mendatangkan siksa. Oleh karena itu, takwa harus disandarkan hanya kepada Allah.

(53) Selanjutnya Allah swt menjelaskan mengapa yang wajib ditakuti hanyalah Allah. Hal itu karena semua nikmat yang mereka peroleh, seperti kesehatan dan kebahagiaan, semata-mata dari Allah. Maka kewajiban manusialah untuk mensyukuri nikmat dan memuji kebaikan-Nya yang tiada terputus kepada makhluk-makhluk-Nya.

Sebaliknya, apabila manusia ditimpa oleh kesukaran hidup, kesulitan, penyakit, dan sebagainya, kepada Allahlah mereka mengeluh dan meminta pertolongan. Hal ini merupakan tabiat manusia bahwa apabila mereka berada dalam kesulitan, terbayanglah dalam pikiran kelemahan mereka dan adanya kekuasaan di luar diri mereka yang menguasai mereka.

(54) Kemudian Allah swt mengungkapkan bahwa apabila Allah mengabulkan permintaan mereka yaitu menghilangkan kesulitan yang dideritanya, mereka segera berbalik mempersekutukan tuhan-tuhan yang lain

kepada Allah, dan menyembah patung-patung itu kembali. Mereka tidak mau lagi mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Demikianlah tipu daya mereka.

Allah swt berfirman:



Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang (biasa) kamu seru, kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling (dari-Nya). Dan manusia memang selalu ingkar (tidak bersyukur). (al-Isr±'/17: 67)

(55) Ayat ini menyatakan bahwa Allah membiarkan orang-orang kafir dan musyrik mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Allah juga membiarkan mereka mengingkari-Nya sebagai Zat yang Mahakuasa menghilangkan bahaya yang menimpa mereka, hingga mengingkari Allah yang Mahaperkasa melepaskan diri mereka dari bahaya itu.

Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa mereka dibiarkan menikmati kehidupan dunia dan memuaskan hawa nafsu mereka sampai tiba saatnya ajal merenggut mereka. Sesudah itu, mereka pasti akan kembali kepada Allah. Di saat itulah mereka mengetahui dengan seyakin-yakinnya akibat keingkaran dan pembangkangan mereka. Mereka akan menyesali perbuatan mereka dengan penyesalan yang tiada berguna.

- Allah swt melarang hamba-Nya menyembah tuhan-tuhan selain Dia, karena yang berhak disembah dan ditakuti hanyalah Allah Yang Maha Esa.
- 2. Allah yang mempunyai kekuasaan di langit dan di bumi Dialah yang wajib ditaati.
- Semua nikmat yang diperoleh manusia di dunia ini datang dari Allah dan Dia pula yang berkuasa untuk melepaskan segala macam derita yang menimpa hamba-Nya.
- Menjadi tabiat manusia bahwa apabila mereka ditimpa oleh kesulitan hidup, mereka mohon perlindungan kepada Allah. Akan tetapi, setelah mereka terlepas dari kesulitan itu, mereka melupakan Allah swt dan nikmat-Nya.
- 5. Allah membiarkan manusia ingkar, tetapi yang harus diingat adalah mereka akan kembali kepada-Nya, dan akan dihisab.

# ANGGAPAN DAN PERBUATAN ORANG-ORANG MUSYRIK YANG TERCELA

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَوُنَ نَصِيْبًا مِّمَارَزَقِنَ لَهُمَّ قَاللَّهِ لَشَّكُانَ عَمَا كُنْنُمُ تَفْتَرُونَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَا صَدُّهُمْ إِلْاُنْنَى ظَلَّ وَيَجْعُلُونَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَا صَدُّهُمْ إِلْاُنْنَى ظَلَّ وَيَجْعُلُونَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَا صَدُّهُمْ إِلَّا نُنْ ظَلَّ وَجُهُدُ مُسُوعً مَا بُشِرِ مَا بُشِرِ مَا يَعْمُ عَلَى هُوْنِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابِ الْمُسْكُمُ عَلَى هُوْنِ أَمْ يَدُسُهُ فِي التَّرَابِ السَّاءَ مَا يَحْكُمُ وَنَ ۞ لِلَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ لِلَّذِيْنَ لَا يُعُومِنُونَ ۞ لِللَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ إلا يَعْلَى وَهُوالْعَنِي أَمْ كُمُونَ ۞ لِللّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ ﴾ لِللَّذِيْنَ لَا يُعْوَمِنُونَ ۞ لِللّذِيْنَ لَا يُعْوَمِنُونَ ۞ لِللّذِيْنَ لَا يَعْلَى اللّهُ وَهُوالْعَنِي أَمْ كُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُوالْعَنِي أَلَا كُونَا لَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُوالْعَنِي أَلُكُونِي أَلْكُونَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَنِي أَلْكُونَا لَا تُولِلْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ Terjemah

(56) Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka, untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui (kekuasaannya). Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. (57) Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Mahasuci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai (anak laki-laki). (58) Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. (59) Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu. (60) Bagi orang-orang yang tidak beriman pada (kehidupan) akhirat, (mempunyai) sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat Yang Mahatinggi. Dan Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana.

#### Kosakata:

# 1. *Yataw±r±* يَتُوارَى (an-Na¥I/16: 59)

Kata yataw±ra adalah fi'il mu«±ri' dari kata taw±ra-yataw±ra-taw±riyan. Terambil dari kata warat al-ibilu yang berarti unta gemuk dan tidak terlihat tulangnya akibat banyak lemak. Darinya terambil kata w±ra yang berarti menguburkan, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, "Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya." (al-M±'idah/5: 31). Kata tersebut juga berarti menutup, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, "Pakaian untuk menutupi auratmu..." (al-A'r±f/7: 26). Kata taw±ra-yataw±ra-taw±riyan yang disebutkan dalam ayat ini berarti

mundur ke belakang sehingga tidak terlihat oleh banyak orang (bersembunyi).

# (an-Na¥I/16: 59) يَدُسُّهُ 2. Yadussuhµ

Kata yadussu adalah fi'il mu«±ri' dari kata dassa. Secara harfiah ia berarti "menyisipkan ke dalam tanah". Sebuah ungkapan menyebutkan: الْعِرْقُ كَسَاسٌ. Secara harfiah ungkapan ini berarti "akar itu menyisip-nyisip ke dalam tanah", sedangkan makna ungkapan ini adalah bahwa akhlak ayah itu menurun kepada anak. Dalam ayat lain, kata ini berarti mengotori, sebagaimana dalam firman Allah, "Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." (asy-Syams/91: 10). Menurut ulama tafsir, makna kata yadussu yang disebut dalam ayat ini adalah mengubur hidup-hidup.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa di antara sifat manusia adalah apabila berada dalam keadaan terjepit, mereka ingat dan berlindung kepada Allah. Akan tetapi, apabila telah terlepas dari bahaya dan kesulitan hidup, mereka tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan membuat tuhan-tuhan lain untuk disembah. Ayat-ayat berikut ini menjelaskan beberapa macam perbuatan orang-orang musyrik yang menyimpang dari fitrah kejadian mereka dan berlawanan dengan kemanusiaan.

#### **Tafsir**

(56) Allah swt menjelaskan bahwa di antara perbuatan orang-orang musyrik ialah menyediakan sesaji kepada berhala-berhala mereka, padahal sesaji-sesaji yang disediakan itu merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Berbagai sesaji yang diberikan kepada berhala-berhala itu merupakan hasil pertanian atau binatang-binatang ternak mereka. Mereka berbuat demikian dengan maksud agar berhala-berhala itu dapat menolong mereka. Padahal mereka tidak mengetahui sedikit pun bahwa berhala-berhala itu tidak mampu memberi manfaat dan menghindarkan mereka dari bahaya yang akan menimpa. Perbuatan mereka ini adalah perbuatan syirik, yaitu mempertuhankan yang lain di samping Allah.

Allah swt berfirman:

وَجَعَلُوّا لِلهِ مِمَّاذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوّا هٰذَا لِلهِ يَرَعُمِهِ وَهُ كَالِهِ مَاكَانَ اللهِ أَنْ مَاكَانَ اللهِ مَاكَانَ اللهِ مَاكَانَ اللهِ مَاكَانَ اللهِ مَاكَانَ اللهِ مَاكَانَ اللهِ مَا يَحْكُمُونَ وَمَاكَانَ اللهِ مَا يَحْكُمُونَ مَا يَحْكُمُونَ

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan (bagian) untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, "Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami." Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. (al-An'±m/6: 136)

Kemudian Allah mengancam mereka dengan ancaman yang keras. Allah bersumpah dengan nama-Nya, bahwa la benar-benar akan meminta pertanggungjawaban mereka atas perbuatan mereka mengada-adakan tuhan selain Allah. Kemudian mereka akan disiksa sesuai dengan keingkaran dan perbuatan mereka itu.

Allah swt berfirman:

Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, (al-¦ ijr/15: 92)

Di akhir ayat, Allah swt meminta pertanggungjawaban mereka terhadap apa yang mereka ada-adakan, memberikan pengertian bahwa Allah mencela mereka terhadap perkataan ataupun perbuatan yang mereka ada-adakan itu.

(57) Kemudian Allah swt mengungkapkan bentuk kesyirikan mereka yang lain, yaitu memberi Allah anak perempuan, sedangkan untuk mereka anak laki-laki.

Allah swt berfirman:

Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba (Allah) Yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan (malaikat-malaikat itu)? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban. (az-Zukhruf/43: 19)

Orang-orang musyrik itu menganggap bahwa para malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Perbuatan mereka yang demikian ini dinilai sebagai dosa besar, karena mereka menuduhkan sesuatu kepada Allah yang tidak semestinya, yaitu Allah mempunyai anak-anak perempuan, padahal mereka sendiri tidak senang mempunyai anak-anak perempuan.

Allah swt berfirman:

Apakah (pantas) untuk kamu yang laki-laki dan untuk-Nya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. (an-Najm/53: 21-22)

Dan firman-Nya:

Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan, "Allah mempunyai anak." Dan sungguh, mereka benar-benar pendusta. Apakah Dia (Allah) memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki? Mengapa kamu ini? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan? (ai-¢±ff±t/37: 151-154)

Allah swt menegaskan bahwa Dia Mahasuci dari segala tuduhan mereka. Sungguh, sangat keji bahwa mereka hanya menginginkan anak laki-laki dan tidak menginginkan anak-anak perempuan.

(58) Selanjutnya Allah swt mengungkapkan sikap mereka mengenai anak perempuan yaitu apabila mereka diberi kabar bahwa istri mereka melahirkan anak perempuan, muramlah muka mereka karena jengkel dan malu.

Perasaan serupa itu disebabkan oleh perasaan mereka sendiri bahwa anak-anak perempuan itu hanya memberi malu kaumnya, karena anak-anak perempuan itu tidak dapat membantu dalam peperangan, dan apabila mereka kalah perang, anak-anak perempuan menjadi barang rampasan. Sebenarnya mereka dihukum oleh perasaan mereka sendiri karena anggapan bahwa wanita itu martabatnya tiada lebih dari barang yang boleh dipindahtangankan.

(59) Allah swt menjelaskan lebih lanjut perilaku orang-orang musyrik pada saat mereka mendapatkan anak perempuan. Mereka menarik diri dari masyarakatnya karena mendapat kabar buruk dengan kelahiran anak perempuan itu. Mereka bersembunyi dari orang banyak karena takut mendapat hinaan, dan tidak menginginkan ada orang yang mengetahui aib yang menimpa dirinya. Kemudian terbayang dalam pikiran mereka apakah anak yang mendatangkan aib itu akan dipelihara dengan menanggung kehinaan yang berkepanjangan, karena anak perempuan itu tidak berhak mendapat warisan dan penghargaan masyarakat, serta hanya sebagai pelayan laki-laki, atau apakah mereka akan menguburnya ke dalam tanah hiduphidup. Kebiasaan mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup itu dipandang sebagai dosa besar yang harus mereka pertanggungjawabkan di hari perhitungan, karena perbuatan itu bertentangan dengan nurani manusia dan akal sehat.

Allah swt berfirman:



Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? (at-Takw³r/81: 8-9)

Di akhir ayat, Allah swt menyatakan bahwa alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan dan simpulkan itu, yaitu mereka malu memperoleh anak perempuan sehingga menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Begitu malunya mereka sehingga mereka merasa harus memilih apakah akan tetap memelihara anak perempuan itu tetapi dengan menanggung malu, atau mereka kubur hidup-hidup. Allah menegaskan bahwa pandangan mereka mengenai anak perempuan itu sangat keliru.

(60) Allah swt menjelaskan bahwa nasib buruk itu justru dimiliki oleh orang-orang kafir itu, yaitu mereka akan terhina karena dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan Allah akan tetap mulia, tidak memerlukan anak atau siapa pundalam menciptakan dan mengelola alam ini. Bahkan bila semua manusia di alam ini membangkang kepada-Nya, tidak akan merusak kemuliaan dan kemahakuasaan-Nya. Bahkan manusia itu sendiri yang rugi di dunia karena tidak menikmati keuntungan yang diperoleh dari pelaksana-an nilai-nilai mulia yang diajarkan-Nya dan di akhirat masuk neraka. Itulah yang ditegaskan Allah pada penutup ayat ini, bahwa ia Mahaperkasa dalam kemahakuasaan-Nya dan Mahabijaksana dalam menjatuhkan azab bagi yang ingkar. Artinya, azab itu memang sesuatu yang pantas bagi orang-orang yang ingkar itu.

- 1. Menyajikan sesaji atau kurban kepada berhala-berhala adalah perbuatan syirik dan termasuk perbuatan dosa besar. Kurban harus ditujukan kepada Allah semata.
- Anggapan orang-orang musyrik bahwa malaikat merupakan anak-anak perempuan Allah adalah anggapan yang keliru karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan.
- Pandangan sebahagian suku-suku Arab bahwa mempunyai anak perempuan merupakan aib dan sangat memalukan adalah benar-benar keliru. Islam memandang bahwa anak perempuan adalah karunia Allah yang harus dihormati dan dilindungi.
- 4. Nasib malang akan diterima oleh orang-orang musyrik yang tidak mempercayai hari akhirat. Mereka akan diazab, sedangkan Allah tetap pada posisi yang mulia.

#### KASIH SAYANG ALLAH DAN TIPU DAYA SETAN

Terjemah

(61) Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya Dia tidak akan ada yang ditinggalkan-Nya (di bumi) dari makhluk yang melata sekalipun, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. (62) Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya (segala) yang baik-baik untuk mereka. Tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan (ke dalamnya). (63) Demi Allah, sungguh Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat sebelum engkau (Muhammad), tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka (yang buruk), sehingga dia (setan) menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. (64) Dan Kami tidak menurunkan Kitab (Al-Qur'an) ini kepadamu (Muhammad), melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

(an-Na¥I/16: 62) مُفْرَطُوْنَ (an-Na¥I/16: 62)

Kata mufra adalah isim maf'µl (passive participle) dari kata afra a-yufri u-ifr±an. Kata dasarnya adalah fara a yang artinya berkisar antara melewati batas, meninggalkan, dan melalaikan. Dari kata ini terambil kata furu yang berarti perkara yang melewati batas, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, "Dan keadaannya itu melewati batas." (al-Kahf/18: 28). Kata

*mufra* yang disebutkan dalam ayat ini berarti "orang-orang yang ditinggalkan dan dilupakan."

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan beberapa macam perbuatan orang-orang musyrik yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan dan ajaran tauhid. Perbuatan mereka disebabkan keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan dan pembalasan. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah swt mengancam mereka dengan siksaan yang pedih karena secara terang-terangan menentang kerasulan Muhammad saw, bahkan mereka menghina Allah swt. Dijelaskan pula bahwa seandainya Allah mau menumpas mereka dari permukaan bumi, Allah pasti mampu melakukannya. Akan tetapi, mereka masih diberi kesempatan untuk menghentikan perbuatan jahat itu dan mengikuti bimbingan wahyu yang diturunkan kepada Rasul, sampai ajal mereka datang.

#### **Tafsir**

- (61) Allah swt mengancam orang-orang musyrik yang bergelimang dosa. Ancaman itu ialah apabila Allah ingin menghukum manusia karena kezaliman mereka, Ia mampu untuk melakukannya. Mereka akan ditumpas dari permukaan bumi ini, tidak ada satupun yang tersisa. Akan tetapi, Allah tidak menghendaki yang demikian itu. Karena rahmat-Nya yang luas, Allah menangguhkan siksaan-Nya sampai pada suatu saat yang telah ditentukan, yaitu saat ajal telah merenggut mereka. Maksudnya adalah agar mereka dapat mengubah pandangan dan perilaku mereka. Akan tetapi, bila mereka tetap tidak berubah, Allah akan menurunkan azab ketika ajal mereka datang. Dan bila ajal itu telah datang, mereka tidak akan mampu mengundurkan atau mempercepatnya sesaat pun. Kemudian di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.
- (62) Sekali lagi Allah menjelaskan bahwa mereka selalu melemparkan segala hal yang tidak mereka senangi kepada Allah, di antaranya tentang anak perempuan. Mereka tidak mau memiliki anak perempuan, karena menurut mereka anak perempuan hanyalah bagi Allah. Jadi Allahlah yang hina.

Dijelaskan juga bahwa mereka selalu menyampaikan kata-kata dusta, yaitu mereka akan selalu bahagia baik di dunia maupun di akhirat, walaupun bergelimang dosa. Hal itu dibantah oleh Allah seraya mengatakan bahwa tempat mereka adalah neraka dan mereka dijebloskan dengan paksa ke dalamnya.

Dari informasi di atas, jelas bahwa mereka benar-benar tidak mau mempercayai hari kebangkitan dan tidak mau menyadari kejahatan mereka. Itulah sebabnya Allah swt menegaskan bahwa mereka tidak diragukan lagi akan menjadi penghuni neraka dan akan merasakan azab yang sangat pedih pada saat yang telah ditentukan, yaitu hari akhirat.

- (63) Dalam ayat ini Allah swt bersumpah dengan nama-Nya sendiri bahwa Dia sungguh telah mengutus banyak rasul kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Para rasul itu mengajak mereka untuk beriman dan beribadah kepada Allah swt. Akan tetapi, umat-umat itu telah tertipu oleh tipu daya setan sehingga mereka menyangka perbuatan-perbuatan mereka baik, padahal sebetulnya perbuatan jahat. Setan itulah akhirnya yang menjadi teman mereka, dan akan menemani mereka masuk ke dalam neraka.
- (64) Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan fungsi Al-Qur'an, yaitu sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran mereka untuk dapat menilai kebenaran bimbingan wahyu. Allah swt menjelaskan bahwa Dia menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad saw untuk dijadikan bimbingan bagi para umatnya. Juga agar Nabi saw dapat menjelaskan persoalan-persoalan yang mereka ragukan atau tidak percayai, sehingga mereka dapat melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah.

Di samping itu, Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk yang dapat membimbing umatnya kepada kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Al-Qur'an juga berfungsi sebagai rahmat Allah terbesar kepada hamba yang mau beriman. Dengan berpedoman kepada Al-Qur'an, mereka akan terbimbing dalam hidup di dunia dan akan berbahagia di dunia dan di akhirat.

- Allah swt berkuasa untuk mempercepat datangnya azab bagi orangorang kafir yang telah menghina Allah dan rasul-Nya. Akan tetapi, azab itu tidak diberikan segera karena kebijaksanaan dan kemahakasihan Allah dan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat.
- Ajal tidak bisa ditolak atau ditunda.
- 3. Apa yang mereka lakukan baik berupa perbuatan ataupun perkataan yang menghina agama Islam telah cukup kuat menjadi alasan untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka. Penghinaan mereka terhadap Allah berupa penisbahan anak perempuan kepada-Nya, dan pandangan mereka bahwa mereka akan bahagia di dunia dan akhirat adalah keliru. Mereka justru akan diazab dengan pedih.
- 4. Perlakuan mereka terhadap Nabi Muhammad sama dengan perlakuan umat-umat terdahulu terhadap rasul-rasul mereka. Mereka tertipu oleh setan, sehingga perbuatan yang jahat mereka pandang baik.
- 5. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, sebagai pembimbing ke jalan yang benar dan rahmat yang membahagiakan umat yang beriman.

#### BUKTI KEKUASAAN ALLAH PADA ALAM SEMESTA

وَاللّهُ انْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحَيَ بِهِ الْارْضَ بَعْدَمُوْ بَهُ آلَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَقُومٍ

يَّسُمَعُونَ فَ وَانَّ لَكُونُ فَ الْانْعَامِ لَعِبْرَةً فَسُتْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بَطُونِهِ مِنْ بَيْنِ وَوَمِنْ ثَمْرِتِ النَّخِيلِ وَالْاكْنَابِ
وَدَمِ لَنَّ النَّخِيلِ وَالْاكْنَابِ
وَدَمِ لَنَّ النَّحْ النَّخِيلِ وَالْاكْنَابِ
وَالْاكْنَابِ
وَالْالْكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الل

Terjemah

(65) Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orangorang yang mendengarkan (pelajaran). (66) Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. (67) Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti. (68) Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, "Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohonpohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. (69) Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)." Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.

(an-Na¥I/16: 68) النَّحْلُ (an-Na¥I/16: 68)

Kata *an-na¥l* terambil dari kata *na¥ala-yan¥alu-na¥lan* yang berarti memberi. Lebah disebut demikian karena sifat-sifatnya yang baik, seperti

menghisap saripati bunga tanpa merusaknya. Sesuai dengan akar katanya, lebah memiliki sifat yang baik dan patut dicontoh oleh orang-orang mukmin, yaitu memberikan hasil yang baik kepada orang lain, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kata *na¥l* di dalam ayat ini digunakan untuk menamai surah ini.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu dijelaskan siksaan yang akan diterima oleh orang-orang kafir karena kesyirikan dan tindakan-tindakan mereka yang merendahkan kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya. Dalam ayat-ayat berikut ini dijelaskan lagi tanda-tanda kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah di alam ini dengan menunjukkan ciptaan-Nya yang menjadi sumber kenikmatan bagi manusia di dunia. Semua ini bertujuan agar mereka menyadari kekeliruan mereka dan segera kembali ke jalan yang benar.

#### Tafsir

(65) Allah swt mengajak para hamba-Nya untuk memperhatikan dalil dan bukti yang menunjukkan kebenaran bahwa Allah swt itu Maha Esa dan Dialah yang berhak dipertuhan dan pantas disembah. Dalam hal ini, Allah menjelaskan bahwa Dialah yang menurunkan hujan dari langit, yang dibutuhkan berbagai macam tanaman di permukaan bumi. Andaikan tidak ada hujan, tentulah bumi itu menjadi kering, tandus, dan tak mungkin ditumbuhi oleh tanam-tanaman dan rerumputan.

Hal itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa menghidupkan tanah dan menyuburkannya setelah tidak adanya tanda-tanda kehidupan. Orang-orang yang memperhatikan kejadian itu tentu akan melihat bukti-bukti yang jelas dan tanda yang pasti tentang adanya Allah Yang Mahakuasa. Hal ini hanya dapat dipahami oleh orang yang mau mendengarkan penjelasan Allah, memperhatikan dan memikirkan tanda-tanda keesaan-Nya. Hal itu terkadang dapat dilakukan dengan penelitian secara langsung atau mendengarkan dan memahami pengalaman-pengalaman atau hasil penelitian orang lain dengan sebaik-baiknya.

(66) Selanjutnya Allah swt meminta perhatian para hamba-Nya agar memperhatikan binatang ternak karena sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang berharga, yaitu bahwa Allah memisahkan susu dari darah dan kotoran. Binatang ternak itu memakan rerumputan, lalu dari makanan itu dihasilkan darah dan kotoran. Di antara keduanya, Allah memproduksi susu yang bersih dan bergizi. Itu menunjukkan bahwa Allah Mahakuasa dan Mahaluas Rahmat-Nya bagi para hamba-Nya.

Secara ilmiah dapat dijelaskan bahwa pada buah dada binatang menyusui terdapat sebuah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi air susu. Melalui urat-urat nadi atau arteri, kelenjar-kelenjar itu mendapatkan pasokan berupa zat yang terbentuk dari darah dan zat-zat dari sari makanan yang telah dicerna (*chyle*). Kedua komponen ini tidak dapat dikonsumsi secara

langsung. Kelenjar air susu akan memproses kedua komponen ini dengan enzim-enzim yang ada, dan menghasilkan air susu yang dapat dikonsumsi secara langsung. Air susu yang dihasilkannya mempunyai warna dan aroma yang sama sekali berbeda dengan zat aslinya.

Air susu ibu (ASI) memiliki komponen yang tepat guna memenuhi keperluan nutrisi bayi dan perlindungan terhadap penyakit yang mungkin timbul. Perimbangan nutrisi yang terkandung di dalam ASI sangatlah ideal bagi tubuh bayi yang masih sangat muda. Pada saat yang sama, susu bayi juga mengandung nutrien yang memacu perkembangan otak dan sistem syaraf. Susu bayi buatan yang dibuat berdasarkan teknologi tinggi saat ini tidak dapat menggantikan makanan bayi yang satu ini.

Unsur anti-infeksi lainnya adalah bahwa ASI memberikan lingkungan yang baik untuk tumbuhnya bakteri yang "baik", yang diberi nama "normal flora". Peran dari bakteri ini adalah menjadi pelindung terhadap bakteri, virus dan parasit penyebab penyakit. Lebih lanjut, ASI juga mengatur terjadinya sistem imunitas (kekebalan tubuh) terhadap berbagai penyakit infeksi. Demikian penjelasan secara ilmiah.

(67) Selanjutnya, Allah swt meminta para hamba-Nya agar memperhatikan buah kurma dan anggur. Dari kedua buah-buahan itu, manusia dapat memproduksi *sakar*, yaitu minuman memabukkan yang diharamkan dan minuman baik yang dihalalkan. Sebuah riwayat dari Ibnu 'Abb±s menjelaskan, "Sakar ialah minuman yang diharamkan yang berasal dari buah kurma dan anggur. Rezeki yang baik ialah makanan halal yang bisa diproduksi dari kurma dan anggur.

Jadi dari kurma dan anggur, manusia dapat memproduksi berbagai jenis makanan. Di antaranya ada yang memudaratkan dan ada yang bermanfaat. Yang memudaratkan dilarang oleh agama, sedang yang bermanfaat dibolehkan untuk diproduksi. Dengan demikian, ayat ini sudah mengandung isyarat bagi mereka yang berpikiran suci bahwa meminum minuman keras haram hukumnya dan tidak boleh diproduksi.

Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa dalam penciptaan kedua macam tumbuh-tumbuhan itu terdapat tanda-tanda yang jelas untuk menunjukkan keesaan Tuhan bagi orang-orang yang mempergunakan pikirannya untuk meneliti, memperhatikan, dan mengambil pelajaran dari penciptaan tumbuh-tumbuhan yang disebutkan dalam ayat itu.

(68) Kemudian Allah swt meminta perhatian para hamba-Nya agar memperhatikan lebah. Allah telah memberikan naluri kepada lebah sehingga mempunyai kemahiran untuk membuat sarang di bukit-bukit, di pohonpohon dan bangunan-bangunan yang didirikan manusia. Seorang yang mau memperhatikan bagaimana kemahiran lebah membuat sarangnya, tentu ia akan takjub. Sarang lebah terbuat dari bahan serupa lilin dan mempunyai bentuk segi enam berangkai yang menurut para ahli struktur bangunan merupakan ruang yang paling banyak memuat isi dibanding dengan segi-segi lain. Apabila diperhatikan bobotnya, sarang lebah itu sangat ringan, tetapi

dapat menahan beban yang berat yaitu madu, telur, dan embrio-embrionya. Hal ini juga menjadi bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Yang Maha Esa

Ayat di atas menggambarkan perikehidupan lebah madu secara singkat namun akurat sebagai berikut.

- 1. "...Buatlah sarang-sarang pada sebagian pegunungan dan sebagian pepohonan, dan pada sebagian tempat-tempat tinggi yang mereka buat...". Kelompok lebah diperkirakan terdiri atas, paling tidak, 20.000 jenis. Masing-masing jenis memiliki cara sendiri-sendiri dalam membuat sarangnya. Mereka menggunakan semua sarana, mulai dari gua-gua yang terletak di pegunungan, lubang-lubang pada pohon tua, atau membuat sarang sendiri dan menggantungnya pada cabang pohon. Mengingat ayat ini ditujukan khusus untuk lebah madu, maka uraian tentang sarang lebah madu akan diuraikan secara lebih rinci.
  - Sarang lebah madu, atau lebah pada umumnya, merupakan tempat yang strategis dan sentral untuk seluruh kehidupan kelompok. Mulai dari tempat mengasuh anakan (larva) sampai dengan pusat informasi, semuanya ada di sarang.
  - Sarang lebah madu terdiri atas bilik-bilik yang berupa lubang-lubang segi enam (hexagonal) yang nyaris sempurna. Para ahli konstruksi mengakui bahwa bentuk segi enam adalah bentuk yang paling kuat, menghemat bahan dan ruangan. Bentuk tersebut juga mencegah serangga lain masuk di sela-sela bilik dan membuat sarang.
- 2. "...Kemudian makanlah dari setiap buah-buahan...." Bahan utama yang dijadikan makanan lebah madu adalah nektar, suatu cairan manis yang terdapat pada bunga. Sedangkan jenis-jenis lebah lainnya ada juga yang memperoleh makanan dari sari buah-buahan.
- 3. "...Dan tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu dalam keadaan mudah'...."
  Dalam proses pencarian lapangan bunga, beberapa lebah pekerja dikirim sebagai pemandu untuk mencari daerah yang potensial. Mereka dapat terbang sampai sejauh lima kilometer dan akan terus mencari sampai menemukan jumlah yang cukup untuk dipanen untuk kemudian disampaikan kepada lebah lainnya.

"Allah mewahyukan kepada lebah" mengandung arti kiasan. Mengapa wahyu yang biasa diturunkan kepada manusia itu bisa diturunkan kepada bangsa lebah. Kita harus memahami ayat ini dengan memahami apa fungsi dan tujuan dari Allah menurunkan wahyu. Wahyu bertujuan untuk memberikan petunjuk. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada bangsa lebah untuk ditaati sepanjang hidupnya oleh setiap lebah sampai kiamat. Berbeda dengan manusia, dimana ada yang taat dan ada pula yang membangkang bahkan dan yang mendustakan wahyu dari Allah swt. Lebah (dan binatang

maupun tumbuhan lainnya) tanpa terkecuali akan menaati dan menjadikannya sebagai pegangan dan petunjuk hidupnya

Dalam ayat ini, petunjuk Allah adalah untuk membuat sarang (lebah) pada tempat-tempat yang dibuat manusia. Ini artinya bahwa Allah menolong manusia untuk membudidayakan dan memanfaatkannya seperti yang dijelaskan dalam An-Na I 16:69. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari dunia tumbuhan, dan beberapa di antaranya sangat bermanfaat setelah diproses lebih lanjut oleh binatang, misalnya madu yang diperoleh dari aktivitas lebah madu.

Aristoteles adalah orang pertama yang menekuni dan mempelajari lebah madu. Walaupun banyak teorinya yang tidak masuk akal, apabila dikaji dengan pengetahuan saat ini, namun harus diakui bahwa dialah pionir dalam penelitian dan pengungkapan perikehidupan lebah. Perhatian manusia diperkirakan sudah dimulai antara 8.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Banyak lukisan-lukisan di dinding gua prehestorik yang memperlihatkan bagaimana manusia memanen madu dari sarang lebah madu. Pemeliharaan lebah diduga dimulai di Mesir sekitar tahun 2400 SM.

(69) Allah lalu meminta perhatian para hamba-Nya agar memikirkan bagaimana Allah telah memberikan kemahiran kepada para lebah untuk mengumpulkan makanan dari berbagai macam bunga-bungaan dan mengubahnya menjadi madu yang tahan lama dan bergizi. Kemahiran ini diwariskan lebah secara turun-temurun.

Lebah-lebah mengisap makanan dari bunga-bungaan kemudian masuk ke dalam perutnya dan dari perutnya dikeluarkan madu yang bermacam-macam warnanya. Ada yang putih, ada yang kekuning-kuningan, dan ada pula yang kemerah-merahan, sesuai dengan jenis lebah itu dan bunga-bungaan yang ada di sekitarnya.

Di antara manfaat madu ialah untuk ketahanan tubuh dan mungkin pula sebagai obat berbagai penyakit. Hal ini dapat diterima oleh ilmu pengetahuan, antara lain karena madu mudah dicerna dan mengandung berbagai macam vitamin.

Penjelasan tentang fungsi madu ini dapat dibaca dalam sebuah hadis:

إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَحِيْ اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَمَا زَادَهُ اللهِ اللهِ اللهِ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَمَا زَادَهُ اللهِ اللهِ اللهِ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَمَا زَادَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَسَلاً، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا زَادَهُ ذَلِكَ اللهِ عَسَلاً، ثَمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ اللهِ مَا زَادَهُ ذَلِكَ اللهِ اللهِ عَسَلاً، فَذَهَبَ فَسَقَاهُ عَسَلاً فَبَرِئَ. (رواه البخاري و مسلم بَطُنُ أخيْكَ، اذْهَبُ فَاسْقِهِ عَسَلاً، فَذَهَبَ فَسَقَاهُ عَسَلاً فَبَرِئَ. (رواه البخاري و مسلم عن أبي سعيد الخدري)

Bahwa seseorang datang kepada Rasulullah saw seraya berkata, "Sesungguhnya saudaraku perutnya mulas." Maka Rasulullah saw bersabda, "Minumkan kepadanya madu," kemudian orang itu memberinya madu. Kemudian orang itu datang lagi kepada Rasulullah saw seraya berkata, "Ya Rasulullah saya telah memberinya madu, tetapi perutnya bertambah mulas." Rasulullah saw bersabda, "Pergilah dan minumkan (lagi) kepadanya madu." Maka orang itu pergi dan memberinya lagi madu, kemudian orang itu datang lagi kepada Rasulullah saw seraya berkata, "Ya Rasulullah, perutnya justru tambah mulas," kemudian Rasulullah bersabda, "Allah benar dan perut saudaramu berdusta. Pergilah dan beri lagi saudaramu itu madu." Lalu orang itu pergi dan memberinya lagi madu, kemudian ia pun sembuh. (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri)

Dan hadis Nabi saw:

Obat itu ada tiga macam: mengeluarkan darah dengan bekam, minum madu dan membakar kulit dengan api (besi panas), dan aku melarang umatku membakar kulit. (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim dari Ibnu 'Abb±s)

Beberapa manfaat yang diberikan lebah sebagai berikut:

- 1. Madunya merupakan minuman yang lezat berguna bagi kesehatan. Sarangnya dapat dibuat lilin, bahan untuk membatik, dan lain-lain.
- 2. Lebah membantu penyerbukan bunga sehingga terjadi pembuahan.

- 1. Tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah yang dapat dilihat dari ciptaan-Nya ialah:
  - a. Menurunkan hujan yang menumbuhkan berbagai macam tanaman.
  - b. Menghasilkan air susu yang bersih dari antara darah dan kotoran binatang-binatang ternak.
  - c. Menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang sangat lezat dan bisa dibuat menjadi minuman memabukkan yang diharamkan dan minuman baik yang dihalalkan.
  - d. Memberikan naluri kepada lebah untuk membuat sarang yang kokoh dan madu yang menyehatkan.
- 2. Tanda-tanda kekuasaan itu hanyalah dapat dibaca oleh orang-orang yang mempergunakan akal pikirannya.

#### PELAJARAN DARI KEHIDUPAN MANUSIA

وَاللّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتُوفُ كُمُ وَمِنْكُمُ مَّنْ يُّرَدُ إِلَى اَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْامَرُ بَعْدَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

Terjemah

(70) Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahakuasa. (71) Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? (72) Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (73) Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup (berbuat apa pun). (74) Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(an-Na¥I/16: 70) اَرْ ذَلِ الْعُمُرِ (an-Na¥I/16: 70)

Kata *ar®al* mengikuti pola *isim taf«³l (superlatif)* dari kata *ra®³l* yang berarti yang rendah, lemah, dan hina. Kata *ra®³l* terbentuk dari kata *ra®ala-*

yar<sup>©</sup>ilu-ra<sup>©</sup>alatan. Makna ini ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala, "...melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami..." (Hµd/11: 27). Kata 'umur diberi sifat ar<sup>©</sup>al (paling lemah) ketika manusia mencapai usia lanjut. Pada saat itu, organ-organ tubuh manusia mencapai titik paling lemah dalam menjalankan fungsi-fungsinya sehingga manusia kembali menjadi tidak berdaya.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan beberapa tanda kekuasaan-Nya pada tanaman dan hewan yang merupakan nikmat Allah kepada manusia. Dalam ayat-ayat ini, Allah swt memaparkan kekuasaan-Nya pada diri manusia, dimulai dari menghidupkan dan mematikan mereka, menjadikannya lemah sesudah mencapai kejayaan, dan menjadikan bagi mereka rezeki yang berbeda kadarnya. Allah juga memberi manusia keturunan, sehingga tidak layak jika manusia menyekutukan-Nya.

#### **Tafsir**

(70) Allah swt menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan manusia dan menentukan usianya. Di antara manusia ada yang meninggal pada waktu masih berada dalam kandungan, ada yang meninggal pada waktu lahir, ada yang meninggal pada waktu kecil, ada yang meninggal ketika mencapai puncak kejayaan, dan ada pula yang meninggal setelah mencapai usia yang sangat lanjut, setelah lemah dan pikun.

Allah swt berfirman:

Dan barang siapa Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada awal kejadian(nya). Maka mengapa mereka tidak mengerti? (Y±s³n/36: 68)

Kebanyakan orang menginginkan umur yang panjang, tetapi tetap sehat, dan tidak ingin menjadi pikun. Dalam hadis Nabi saw disebutkan:

Bahwa Rasulullah saw, mengatakan di dalam doanya, "Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari kebakhilan, kemalasan, tua renta (pikun), siksa kubur, fitnah (cobaan) Dajjal dan fitnah (cobaan) di waktu hidup dan di waktu mati." (Riwayat al-Bukh±r³ dari Anas bin M±lik)

Pada saat manusia diberi umur lanjut, kekuatan tubuh mereka berkurang secara bertahap sampai pada taraf dimana mereka seperti dikembalikan pada masa kecil lagi. Mereka menjadi lemah, pikun dan tidak bisa mengingat lagi apa yang pernah diketahuinya.

Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Maksudnya Dialah yang mengetahui hikmah dari penciptaan manusia dan hikmah diwafatkan. Allah juga Mahakuasa mewafatkan manusia saat masih bayi atau setelah lanjut usia.

(71) Setelah Allah menjelaskan perbedaan usia manusia dalam ayat ini, la menyebutkan perbedaan rezeki mereka. Allah swt menjelaskan bahwa Allah melebihkan rezeki sebagian manusia dari sebagian yang lain. Ada manusia yang kaya, ada pula yang fakir, ada manusia yang menguasai sumbersumber rezeki, dan ada manusia yang tidak memperoleh rezeki yang memadai bagi kehidupannya. Semuanya bertujuan agar satu sama lain saling menolong karena saling membutuhkan.

Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang diberi rezeki lebih, ada yang tidak mau memberikan sedikit pun rezekinya kepada orang-orang yang bekerja padanya yang semestinya mendapat bagian dari mereka. Padahal di antara orang-orang yang menguasai dan dikuasai, di antara tuan dan budak sama-sama berhak atas rezeki itu. Oleh karenanya, sepantasnyalah rezeki itu didistribusikan secara adil dan merata kepada semua pihak. Apabila pemilik modal merasa berhak mendapat keuntungan karena modal yang dimilikinya, pekerja hendaknya diberi penghasilan sesuai dengan kemampuannya, supaya pemilik modal dan pekerja sama-sama menikmati sumber-sumber penghasilan itu.

Allah swt berfirman:

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah (kamu rela jika) ada di antara hamba-sahaya yang kamu miliki, menjadi sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. (ar-Rµm/30: 28)

Di akhir ayat, Allah mengingatkan bahwa semua itu adalah nikmat-Nya. Oleh karena itu, mereka seharusnya mensyukuri nikmat itu dengan tidak memonopoli sumber-sumber penghasilan itu untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

(72) Kemudian Allah menjelaskan nikmat-Nya, yaitu bahwa Allah swt telah menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Dialah yang telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna. Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak. Sebaliknya, mereka harus mendidik anak-anak itu agar mampu nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi.

Di akhir ayat, Allah swt mencela orang-orang kafir yang mempercayai berhala-berhala sebagai tuhan, padahal berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan nikmat Allah mereka ingkari seakan-akan rezeki itu bukan dari Allah.

- (73) Selanjutnya Allah swt menjelaskan bahwa orang-orang musyrik menyembah patung-patung atau tuhan-tuhan lain selain Allah, padahal tuhan-tuhan mereka itu tidak mampu memberi mereka rezeki dari langit seperti menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan sebagainya. Patungpatung itu tidak memiliki kekuatan apa punkarena patung-patung itu adalah benda mati. Patung-patung tidak mungkin memberikan keuntungan apapun, bahkan seandainya dihancurkan, ia tidak dapat berbuat apa-apa.
- (74) Allah melarang hamba-Nya menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk-Nya, karena sifat-sifat Allah itu tidak dapat disamai dan ditandingi. Untuk memperkuat pengertian ayat ini, dapat dikemukakan sebuah riwayat dari Ibnu Mun<sup>©</sup>ir dan Abi Hatim dari Ibnu 'Abb±s bahwa dia berkata mengenai arti ayat itu bahwa Allah berfirman, "Makanya jangan kamu beranggapan adanya tuhan-tuhan lain selain Aku, karena sesungguhnya tidak ada tuhan selain Aku."

Kemudian Allah swt menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Dia mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh makhluk-Nya dan Dia pulalah yang berkuasa untuk menghukum mereka dengan siksaan yang pedih. Mereka tidak mengetahui sedikit pun siksaan apa yang harus mereka rasakan.

- Allah swt menciptakan manusia dan memberinya umur yang berbedabeda adalah untuk menunjukkan kekuasaan dan ilmu-Nya.
- 2. Allah swt memberikan rezeki kepada manusia dan melebihkan sebagian dari sebagian yang lain berdasarkan kebijaksanaan-Nya.
- 3. Orang-orang musyrik mengorbankan sebagian dari rezekinya untuk kepentingan berhala-berhala yang tidak memberi keuntungan apa-apa.

- Sedangkan kepada budak-budak mereka yang sudah jelas memberikan tenaga dan pelayanan, mereka enggan memberikan sebagian dari rezekinya.
- 4. Allah menciptakan pasangan buat manusia dari jenis mereka sebagai nikmat Allah yang patut disyukuri dan sebagai sarana mendapatkan keturunan yang mereka dambakan.
- 5. Yang berkuasa di langit dan di bumi adalah Allah, tidak ada yang berkuasa selain Dia.
- 6. Allah swt melarang menyamakan sifat-Nya dengan sifat-sifat makhluk karena sifat Allah tak dapat disamai dan ditandingi.

#### TAMSIL ORANG MUKMIN DAN ORANG KAFIR

ضَرَب اللهُ مَثَالَاعَبُدًا مَمْ لُوْكًا لَآيَقَدِرُعَلَى شَيْءٍ وَمَنْ زَوْقَنَهُ مِنَا رِزْقَاحَسنًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهُراً هَلْ يَسْتَوْنَ الْحَدُدُلِلْةِ بَلْ اَكَ ثَرُهُمُ لَا يَقْدِرُعَلَى شَيْءً لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَب اللهُ مَثَلًا تَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَّ اَبُكُمُ لَا يَقْدِرُعَلَى شَيْءً وَهُو كَانُو بَعْلَمُ وَلَا مَعْلَمُ لَا يَقْدِرُعَلَى شَيْءً وَهُو وَمَن لَا يَعْدَلُو فَكُلُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو وَمَن لَا يَعْدُلُو اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْلَامِ عَلَيْهِ وَالْلَامِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْلَامِ عَلَيْهِ وَالْلَامِ عَلَيْهُ وَالْلَامِ عَلَيْهِ وَالْلَامِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْلَامِ عَلَيْهُ وَالْلَامِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْلَامِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْلَامُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الل

Terjemah

(75) Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (76) Dan Allah (juga) membuat perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya, ke mana saja dia disuruh (oleh penanggungnya itu), dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, sedangkan dia berada di jalan yang lurus? (77) Dan milik Allah (segala) yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian Kiamat itu, hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

# (an-Na¥I/16: 77) كَلَمْح الْبَصَرِ (an-Na¥I/16: 77)

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan tentang keesaan Allah, dan kekuasaan-Nya yang ditampakkan pada manusia, baik dari sisi hidup matinya, rezeki, dan pemberian keturunan. Dengan demikian, manusia tidak patut untuk menyekutukan-Nya. Pada ayat-ayat ini dijelaskan bantahan kepada para penyembah berhala yang menyamakan Allah dengan patungpatung sembahan mereka yang tidak mempunyai ilmu dan kekuasaan terhadap para penyembahnya, bahkan terhadap dirinya sendiri.

#### Sabab Nuzul

Diriwayatkan oleh Ibnu Jar³r a⁻-° abari dari Ibnu 'Abb±s tentang firman Allah: "Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain", dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari suku Quraisy dengan budaknya." Dan firman Allah: "dua orang laki-laki, yang seorang bisu", dikatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan Usman bin Affan dengan budaknya yang membenci Islam dan melarangnya untuk bersedekah dan berbuat baik. Maka turunlah ayat ini. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ayat in diturunkan berkenaan dengan Usman bin Affan dan budaknya yang kafir bernama Usaid bin Abi al-'A¡ yang tidak menyukai agama Islam. Usman bersedekah kepadanya dan menanggung serta mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi, budak itu melarangnya mengeluarkan sedekah dan berbuat baik.

#### Tafsir

(74) Dalam ayat ini, Allah swt membuat suatu perumpamaan tentang orang-orang musyrik sehubungan dengan kepercayaan mereka yang menyamakan kedudukan sembahan mereka yang berupa patung dan berhala dengan Allah Yang Maha Sempurna.

Kekeliruan dan kebatilan kepercayaan mereka itu sama halnya dengan kekeliruan orang-orang yang menyamakan seorang budak sahaya yang tidak memiliki hak dan kuasa apa pun dengan orang merdeka, yang punya hak

untuk memiliki, mengembangkan, dan menafkahkan harta kekayaan menurut keinginannya, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan.

Setiap orang dengan mudah mengetahui bahwa keduanya jauh berbeda, baik dalam kemuliaan, kekuasaan, ataupun keluhurannya. Demikian pula halnya orang-orang musyrik. Mereka jadikan benda-benda mati sebagai tumpuan dan tujuan ketika memanjatkan doa dan menggantungkan harapan. Alangkah jauhnya kesesatan mereka yang menyamakan Tuhan pencipta alam semesta dengan makhluk yang punya keterbatasan.

Segala puji hanya milik Allah swt. Dialah yang paling berhak untuk menerima segala macam pujian karena Dialah yang agung dan sempurna. Segala sifat-sifat terpuji terkumpul pada-Nya. Segala pujian hanya ditujukan kepada-Nya, tidak kepada patung-patung, berhala-berhala, ataupun sesuatu lainnya. Sembahan-sembahan selain Allah, tidak ada yang patut menerima pujian. Akan tetapi, manusia banyak yang tidak mengetahui atau sadar bahwa segala sifat kesempurnaan hanya milik Allah swt. Karena kejahilan, mereka memandang sifat kesempurnaan juga ada pada selain Allah. Mereka menjadikan makhluk itu sebagai tujuan dari pujaan atau sembahan.

(76) Seperti halnya ayat yang lalu, pada ayat ini Allah swt menjelaskan kembali perumpamaan bagi orang-orang musyrik dengan bentuk yang lebih jelas seputar kepercayaan mereka kepada patung sembahan mereka. Allah swt mengambil perumpamaan antara dua orang: yang seorang bisu, bodoh, dan tidak mengerti apa-apa dan seorang lagi mampu berbicara lagi cakap. Orang yang pertama adalah perumpamaan untuk patung sembahan orangorang musyrik, sedangkan yang kedua perumpamaan untuk Allah. Patutkah dipersamakan antara keduanya? Jika hal demikian tidak patut, maka lebih tidak patut lagi menyamakan antara patung dengan Allah.

Allah swt dalam ayat ini menerangkan persamaan sifat-sifat antara patung dengan orang yang bisu yang bukan saja tidak memiliki kemampuan berbicara, tetapi juga tidak memiliki kemampuan berpikir. Dia tidak mengerti maksud orang lain, dan orang lain juga tidak dapat memahami maksudnya. Karena itu, dia tidak dapat menyelesaikan urusannya sendiri apalagi urusan orang lain. Dia hanya jadi beban orang lain, di manapun dia ditempatkan, dan tugas apa punyang diberikan kepadanya tentulah tidak mendatangkan hasil yang baik.

Sifat Allah "menyeru kepada keadilan atau kebenaran", mengandung pengertian bahwa Dia mengetahui, mengajarkan, dan menyukai keadilan dan kebenaran serta memerintahkan kepada hamba-Nya agar bersifat adil. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan bersifat adil serta tidak memerintahkan hamba-Nya kecuali menjunjung keadilan. Bahkan Allah swt Mahasuci dari sifat-sifat yang berlawanan dengan keadilan seperti sifat zalim, aniaya, jahil, dan bakhil. Perintah dan syariat-Nya bersifat adil seluruhnya. Mereka yang bersifat dan berbuat adil adalah kekasih dan waliwali Allah. Mereka hidup di sisi Allah dan di bawah cahaya-Nya.

Sifat Allah swt "di jalan yang lurus" mengandung pengertian bahwa Allah tidak memerintahkan sesuatu selain kebenaran dan keadilan. Allah tidak mengadakan atau menciptakan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan, rahmat, hikmah, dan keadilan. Allah selalu di atas kebenaran pada perkataan dan perbuatan-Nya.

Allah tidak menjatuhkan hukuman dengan zalim kepada hamba-Nya, tidak menyiksa tanpa dosa yang dilakukan hamba itu, tidak pula mengurangi sedikit pun kebajikan yang diperbuatnya, dan tidak membebani seseorang dengan dosa orang lain. Tindakan dan perbuatan Allah selalu penuh hikmah dan berakhir dengan kebaikan. Semua itu disebabkan karena Allah selalu menginginkan hamba-hamba-Nya berada dalam keadaan yang lurus.

(77) Dalam ayat ini, Allah swt menegaskan kesempurnaan ilmu-Nya tentang hal-hal yang gaib dan kemahakuasaan-Nya. Di antara hal yang gaib itu ialah segala yang berada di luar jangkauan indra dan akal pikiran manusia, baik yang ada di langit, maupun yang ada di bumi. Hanya Allah swt yang mengetahui tentang apa yang ada di luar alam nyata ini.

Meskipun pengetahuan umat manusia tentang angkasa luar dan keadaan bumi saat ini sangat maju, namun yang belum mereka ketahui jauh lebih besar. Ketika manusia sampai ke bulan, masih terbentang di muka mereka kegaiban dan kerahasiaan yang ada di planet Mars, Venus, dan lain-lain. Padahal planet-planet tersebut bagaikan butir-butir pasir di tengah sahara yang luas jika dibanding dengan keluasan alam semesta ini.

Demikian pula mengenai keadaan bumi ini. Tidak seorang pun sarjana geologi yang dapat memperkirakan dengan tepat kapan terjadinya gempa bumi atau meletusnya gunung berapi. Bahkan pada diri manusia sendiri masih ada hal-hal yang merupakan misteri atau rahasia Allah yang belum diketahui manusia, walaupun sejak berabad-abad para ahli dalam bidang masing-masing berusaha memikirkan dan mengungkapkannya. Tidak seorang pun yang dapat memastikan apa yang akan dialami besok, kapan kematian datang kepadanya, dan di manakah dia akan dikuburkan. Semua itu merupakan soal yang gaib bagi manusia. Namun demikian, ketidaktahuan itu adalah rahmat Allah yang besar bagi manusia. Mereka dapat menyusun rencana dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan mereka.

Hari kiamat termasuk pula hal gaib. Allah swt menyebutkan secara khusus tentang hari kiamat karena masalah itu banyak mendapat penolakan dan sanggahan pada setiap zaman dan setiap bangsa. Bahkan banyak orang yang mengingkarinya, dan menyatakan sebagai suatu hal yang tidak mungkin terjadi.

Allah merahasiakan waktu datangnya hari kiamat agar manusia tidak menghentikan kegiatan hidupnya. Seharusnya manusia tidak perlu memikirkan kapan hari kiamat itu terjadi, karena hal itu adalah urusan Allah. Yang penting bagi mereka adalah menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Persoalan hari kiamat bagi Allah swt sangatlah mudah. Kecepatan waktu peristiwa itu berlangsung secepat kedipan mata atau lebih cepat lagi. Kecepatan ini menurut waktu yang bisa digambarkan oleh hitungan manusia karena pengaturan Allah terhadap alam semesta ini sesungguhnya tidak dapat dihubungkan dengan ruang dan waktu. Mudah atau sukar, dan cepat atau lambat adalah ukuran manusia. Allah sesungguhnya sangat kuasa atas segala perkara. Bila Allah berkehendak atas sesuatu, Dia pun berfirman, "Kun (Jadilah)," maka terciptalah sesuatu itu. Tidak satu pun yang dapat menghalangi kehendak-Nya.

- 1. Di antara sifat syirik ialah berpikir bahwa sifat-sifat kesempurnaan yang hanya ada pada Allah swt terdapat pula pada makhluk.
- 2. Perumpamaan merupakan cara yang sangat baik untuk menjelaskan dan menyampaikan kebenaran.
- 3. Allah Mahasempurna sifatnya dan selain-Nya berada dalam kekurangan.
- 4. Ilmu Allah swt meliputi hal-hal yang gaib dan rahasia alam semesta beserta hari akhir. Keterbatasan ilmu manusia untuk memahami rahasia alam dan hari kiamat merupakan rahmat bagi mereka.

#### KELUASAN ILMU ALLAH

Terjemah

(78) Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar kamu bersyukur. (79) Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah. Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orangorang yang beriman. (80) Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemahkemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu). (81) Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya). (82) Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (83) Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

(an-Na¥I/16: 81) سَرَابِيْل (an-Na¥I/16: 81)

Kata  $sar\pm b^3l$  adalah bentuk jamak dari kata sirbal yang berarti pakaian. Ia terambil dari kata sarbala - yusarbilu - sirbalan yang berarti mengenakan pakaian. Kata sirbal berarti setiap benda yang dijadikan pakaian. Khalifah 'U£man pernah mengatakan, la akhla'u as-sirbal  $sarbalanihill\pm hu$  yang berarti "aku tidak melepas pakaian yang dikenakan Allah Ta'ala padaku". Kata pakaian di sini adalah kata ungkapan yang menunjuk kepada arti kekhalifahan. Kata  $sar\pm b^3l$  dalam ayat ini disebut dua kali. Yang dimaksud dari kata pertama adalah pakaian biasa yang menjaga badan dari panas dan dingin, sedangkan maksud dari kata kedua adalah baju besi yang menjaga badan dari serangan musuh.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan tentang ketidakpantasan patung dan berhala untuk disembah, dan larangan bagi manusia untuk mengadakan tandingan atau sekutu bagi Allah. Pada ayat-ayat berikut ini, diterangkan tentang kesempurnaan nikmat dan rahmat Allah kepada manusia, baik pada diri mereka sendiri maupun pada alam semesta, agar mereka mengesakan Allah, tidak mempersekutukan-Nya, dan beribadah hanya kepada-Nya.

#### Tafsir

(78) Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan kegaiban dan keajaiban yang sangat dekat dengan manusia. Mereka mengetahui fase-fase pertumbuhan janin, tetapi tidak mengetahui bagaimana proses perkembangan janin yang terjadi dalam rahim sehingga mencapai kesempurnaan. Sejak bertemunya sel sperma dan sel telur sampai menjadi manusia baru yang membawa sifat-sifat kedua orang tua dan leluhurnya. Dalam proses kejadian ini, terdapat rahasia hidup yang tersembunyi.

Sesudah mencapai kesempurnaan, Allah mengeluarkan manusia dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi sewaktu masih dalam rahim, Allah menganugerahkan potensi, bakat, dan kemampuan seperti berpikir, berbahagia, mengindra, dan lain sebagainya pada diri manusia. Setelah manusia lahir, dengan hidayah Allah segala potensi dan bakat itu berkembang. Akalnya dapat memikirkan tentang kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan, serta hak dan batil. Dengan pendengaran dan penglihatan yang telah berkembang itu, manusia mengenali dunia sekitarnya, mempertahankan hidupnya, dan mengadakan hubungan dengan sesama manusia. Dengan perantaraan akal dan indra, pengalaman

dan pengetahuan manusia dari hari ke hari semakin bertambah dan berkembang. Semua itu merupakan rahmat dan anugerah Tuhan kepada manusia yang tidak terhingga. Oleh karena itu, seharusnyalah mereka bersyukur kepada-Nya, baik dengan cara beriman kepada keesaan Allah, dan tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain maupun dengan mempergunakan segala nikmat Allah untuk beribadah dan patuh kepada-Nya.

Hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ الَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْعٍ اَحَبَّ الَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحبَّهُ. فَإِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الْذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يَبْصِرُهُ وَيَدَهُ النَّيْ يَبْطِشُ بِهَا وَ رِحْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا. وَلَئِنْ سَأَعَهُ سَلَّى يَهُ طَيْنَهُ، وَلَئنْ اسْتَعَاذَنيْ لَأَعْدَدَنّهُ. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah swt berfirman, "Siapa yang memusuhi kekasih-Ku, maka Aku menyatakan perang kepadanya. Dan tiada mendekat kepada-Ku seorang hamba-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai daripada menjalankan pekerjaan yang Aku wajibkan kepadanya. Hamba-Ku selalu mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan menjalankan ibadah-ibadah sunah sehingga Aku menyukainya. Apabila Aku telah menyukainya, maka Aku menjadi pendengarannya yang ia pakai mendengar, penglihatannya yang ia pakai melihat, tangannya yang ia pakai memukul, dan kakinya yang ia pakai berjalan. Apabila ia memohon kepada-Ku, pasti akan Kukabulkan permohonannya, dan apabila ia minta perlindungan kepada-Ku, pasti Aku lindungi dia. (Riwayat al-Bukhār³)

(79) Suatu keajaiban lain yang disaksikan sehari-hari oleh manusia dikemukakan Allah dalam ayat ini untuk menunjukkan kekuasaan-Nya. Keindahan pemandangan sewaktu burung-burung beterbangan di udara, melayang-layang, dan kadang-kadang seperti terapung-apung dipermainkan angin adalah pemandangan yang sangat mengesankan bagi orang yang beriman pada kebesaran dan keagungan Allah.

Hati orang beriman seperti hati penyair. Dia selalu terpesona terhadap keindahan makhluk dan kejadiannya. Keindahan itu menggetarkan perasaan dan menyentuh hati nuraninya. Seorang mukmin mengungkapkan perasaannya terhadap keindahan alam ini dengan iman, ibadah, dan mengucapkan tasbih kepada Tuhan. Jika seorang mukmin mempunyai bakat pengarang/penyiar, maka dia akan mengungkapkan perasaannya dengan bahasa atau gubahan kata-kata yang indah tentang keindahan dan kebesaran alam dan khaliknya. Hal ini tidak dapat diungkapkan oleh seorang penyair yang hatinya tidak pernah disentuh oleh kelezatan iman.

Orang yang beriman dapat melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan seperti pada kemudahan seekor burung terbang di udara. Bahwa burung dapat terbang adalah mukjizat. Untuk dapat terbang dan lepas landas, burung seharusnya sangat ringan. Akan tetapi, pada saat yang sama, ia juga harus sangat kuat dan tangguh. Kekuatan diperlukan untuk dapat tetap terbang dalam waktu yang lama, dan bermanuver untuk menangkap mangsa atau saat turun ke tempat mereka hinggap.

Agar tubuhnya ringan, maka tulang burung umumnya berlubang di tengahnya, dan berdinding tipis. Berat tubuh burung diletakkan di bagian tengah tubuh. Di bagian dada terdapat tulang dada yang besar yang melekat pada otot dada besar. Otot dada inilah yang menggerakkan sayap. Otot dada meliputi sekitar 25-30% dari keseluruhan berat badan burung.

Hal terpenting agar burung dapat terbang adalah terdapatnya organ sayap dan bulu. Sayap adalah semacam tangan yang mempunyai sendi peluru yang besar dan kuat di bagian bahu. Sendi ini sangat khusus, dan digunakan untuk melakukan mobilitas yang sangat rumit. Kegunaannya adalah agar burung dapat bermanuver dengan baik di udara.

Bulu sayap adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah. Ringan, namun kuat, lentur, serba guna, mudah dirawat, berfungsi sebagai penyekat panas, kedap air, dan dapat diganti. Warna bulu sangat penting bagi burung. Beberapa burung mempunyai warna yang sesuai dengan lingkungannya sehingga berfungsi untuk kamuflase. Jenis lainnya menggunakan warnanya untuk menarik lawan jenisnya.

(80) Ayat ini menjelaskan nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk dijadikan tanda keesaan-Nya, seperti Allah menganugerahkan rumah bagi manusia. Rumah-rumah itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau berlindung dari hujan dan panas, tetapi juga tempat menciptakan suasana aman, damai, dan tenteram serta menumbuhkan kasih sayang dan rasa kesetiaan di antara penghuninya. Dari rumah tangga yang baik, lahir manusia yang baik. Agama Islam menetapkan aturan untuk menjamin kehormatan rumah sebagai tempat tinggal. Seseorang dilarang masuk ke rumah orang lain sebelum memberi salam dan minta izin dari penghuninya, meskipun dia petugas negara. Tidak dibenarkan seseorang memeriksa rumah orang lain dengan alasan apapun, dan tidak boleh mengintai-intai penghuninya sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi keluarga penghuni rumah itu.

Itulah pengertian rumah dan fungsinya bagi manusia yang berdiam di satu tempat. Kepada bangsa pengembara, Allah swt memberikan nikmat kepada mereka berupa kulit binatang ternak untuk keperluan tempat tinggal. Mereka membangun kemah-kemah dan pondok-pondok dari kulit dan bulubulu ternak itu sewaktu mengembara di padang pasir sambil menggembala ternak mereka. Benda-benda tersebut mudah dan ringan dibawa berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain.

Nikmat Allah lainnya kepada manusia ialah bulu dan kulit binatang ternak yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pakaian, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Bulu domba (wool), kulit unta, dan kulit kambing merupakan barang-barang yang dapat mereka perdagangkan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Dari ayat ini, dapat diambil suatu dalil hukum bahwa kulit dan bulu dari ternak yang halal dimakan adalah suci.

(81) Dalam ayat ini, Allah swt menyebutkan nikmat karunia-Nya selain nikmat yang telah disebutkan, yang memberikan rasa aman, damai, dan tenteram. Kepada bangsa yang sudah menetap atau maju, Allah memberikan karunia tempat berteduh seperti rumah, hotel, dan gedung yang secara umum dibuat dari kayu, besi, batu, dan lain-lain. Allah menyediakan bahan (material) dari gunung seperti batu dan pasir untuk membangun gedung, benteng, atau perlindungan tempat tinggal dalam gunung. Kesemuanya menimbulkan rasa aman dan tenang pada jiwa penghuninya. Allah swt menyediakan bagi mereka pakaian dari bulu domba atau dari kapas dan katun yang memelihara mereka dari panas dan dingin, serta pakaian dari besi untuk melindungi tubuh mereka dari senjata tajam ketika berperang.

Demikianlah nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Allah akan menyempurnakan nikmat-nikmat duniawi kepada kaum Muslimin dengan memberikan kekuasaan dan kerajaan kepada mereka, serta menetapkan tujuan perjuangan mereka itu untuk mencari keridaan Allah dan menegakkan kemaslahatan bagi umat manusia. Maka hendaklah mereka menyadari segala kenikmatan yang besar dari Allah itu dan mengakui pula kewajiban terhadap pemberi nikmat itu, untuk kemudian beriman kepada-Nya, meninggalkan sembahan-sembahan lain, dan melakukan amal saleh. Allah berfirman:

# وَلَقَدْكُرَّمُنَابَغِيَّ أَدَمَ وَحَمَلَنْهُمُ فِي الْبَرِوَالْبَحْرِ وَرَزَقَنْهُمْ مِّنَ الطَّيِبْتِ وَفَضَلْنْهُمْ عَلَى الطَّيِبْتِ وَفَضَلْنْهُمْ عَلَى الطَّيِبْتِ وَفَضَلْنْهُمْ عَلَى الطَّيِبْتِ وَفَضَلْنْهُمْ عَلَى الطَّيِبْتِ وَفَضَلْنْهُمْ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْنْهُمْ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْنْهُمْ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْنْهُمُ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْنْهُمُ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْنَا اللَّهُ مُعَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْلْهُمُ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْلْنَا اللَّهُ عَلَى الْمُتَعْمَلُنْهُمُ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْلُنْهُمُ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْلُهُمُ عَلَى الْمُتَعْمِدُ وَالْمُتَعْمِينَا الْمُتَعْمِدُ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْلْنَا اللَّهُ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْلُنْهُمُ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلَلْنَا اللَّهُ عَلَيْدِيْتِ وَفَضَلْلُوا الْمُعَلِيقِ الْمُتَعِيدِ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْتِ الْعَلَيْدِيْقِ عَلَى الطَّيْبِيْتِ وَفَضَلْلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُلْلُلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِي الْمُتَعْلِقُلِيْلِ اللَّفِي الْمُعُمُّلُولُولُولِيْلِيْلِيْلِيْلِي الْمُلْكُولُولِي الْعَلَيْلِيْلِي الْمُعْمِي عَلَيْلِي الْمُلْلِكُ وَلَيْلِي الْمُعْمِي وَالْمُلْمُ اللَّهُ عَلَيْلِي عَلَى الْمُلْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلِ الْمُعْلَلْلُهُ مُ عَلَى الْعَلَيْلِ عَلَى الْمُلْلِكُ وَالْمُعْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُلْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْعَلَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُلْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْ

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-lsr±/17:70)

(82) Sesudah Allah menjelaskan nikmat dan karunia-Nya kepada manusia, maka dalam ayat ini Allah menegaskan kepada Rasul saw bahwa jika orang-orang kafir itu tetap berpaling dari ajaran Rasul dan menolak segala penjelasan dan uraian bukti-bukti kebenaran agama yang disampaikan kepada mereka, hendaklah hal itu tidak menyedihkan beliau dan tidak menimbulkan rasa putus asa dalam jiwanya. Tugas Rasul hanya menyampaikan dan beliau sudah menunaikannya dengan sempurna yaitu menyampaikan dan menjelaskan syariat agama Islam, cita-citanya, dan hikmah-hikmah yang

terkandung dalam syariat itu. Menumbuhkan keimanan dalam jiwa manusia atau membuat orang menjadi mukmin sesungguhnya di luar kemampuan Rasul saw.

(83) Allah menjelaskan dalam ayat ini tentang kesombongan dan ketinggian hati kebanyakan manusia. Mereka mengetahui dengan gamblang bahwa benda-benda itu seperti batu, kayu, besi, dan lain-lain yang menjadi bahan bangunan tempat berteduh mereka, dan kapas, katun, bulu-bulu domba, dan kulit binatang lainnya menjadi bahan pakaian dan keperluan mereka sehari-hari, merupakan karunia yang datang dari Allah swt, bukan dari sembahan-sembahan mereka selain Allah, bahkan bukan pula dari usaha tangan mereka sendiri. Namun demikian, mereka mengingkari bahwa nikmat itu dari Allah swt, sehingga merasa tidak perlu berterima kasih, memanjatkan doa, menyembah, serta beribadah kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dan Pemberi nikmat itu. Mereka memandang bahwa nikmat karunia itu berkat patung dan pujaan-pujaan selain Allah atau memandang sebagai hadiah alam semesta semata-mata, yang ada dengan sendirinya. Memang sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang kafir yang menentang dan mendustakan wahyu yang disampaikan rasul. Mereka tidak mau beriman kepadanya walaupun mereka mengetahui kebenaran agama yang dibawanya, karena kesombongan dan ketinggian hati mereka.

- 1. Di antara nikmat Allah yang wajib disyukuri ialah bermacam-macam kemampuan yang diciptakan-Nya sejak manusia masih berbentuk janin di dalam rahim, yang kemudian berkembang sesudah dia lahir.
- Orang-orang beriman merasakan keagungan Tuhan dan kemahakuasaan-Nya pada kemampuan burung terbang di udara, pada suasana damai tenteram dalam rumah tangga, dan pada kemanfaatan bulu-bulu binatang.
- 3. Rasul saw hanya menunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah serta nikmat-nikmat-Nya kepada manusia, agar manusia bersyukur dan tidak ingkar kepada nikmat-nikmat itu. Jika bersyukur, akan mendapatkan surga dan jika ingkar, akan mendapatkan siksa.
- 4. Tidak ada yang dapat mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah kecuali orang beriman.
- 5. Tugas Nabi saw hanyalah berdakwah sedangkan hidayah untuk beriman ada di tangan Allah.

#### SETIAP RASUL MENJADI SAKSI ATAS UMATNYA PADA HARI KIAMAT

Terjemah

(84) Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan seorang saksi (rasul) dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir (untuk membela diri) dan tidak (pula) dibolehkan memohon ampunan. (85) Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak (pula) diberi penangguhan. (86) Dan apabila orang yang mempersekutukan (Allah) melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta." (87) Dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka adaadakan. (88) Orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan (89) Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).

(an-Nal/16: 89) تَبْيَانًا an-Nal/16: 89)

Kata *tiby±nan* terambil dari kata *bayyana-yubayyinu-taby³nan-tiby±nan* yang berarti "menjelaskan". Kata dasarnya adalah *b±na-yab³nu-bay±nan* yang berarti "tampak jelas". Kata yang terbentuk dari kata ini banyak digunakan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah kata *bayyin±t* yang berarti "bukti-bukti kebenaran" (al-Baqarah/2: 87), dan kata *mub³n* yang berarti jelas.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah menyebutkan bahwa orang musyrikin menyadari semua nikmat Allah bagi mereka di dunia ini sehingga mereka hidup nyaman dan sejahtera, tetapi mereka mengingkari keesaan Allah. Dalam ayat-ayat ini, Allah swt menyatakan ancaman dan peringatan kepada mereka dengan menjelaskan keadaan mereka kelak pada hari kiamat. Mereka tidak lagi mempunyai kesempatan pada hari akhir itu untuk mendapatkan keringanan dari azab yang dijatuhkan kepada mereka ataupun membagi penderitaan itu kepada sembahan mereka, apalagi meminta dibebaskan dari semua azab.

#### **Tafsir**

(84) Allah swt menjelaskan bahwa pada hari kiamat, para rasul menjadi saksi atas umat mereka masing-masing. Merekalah yang mengetahui sikap umatnya ketika mereka berdakwah, apakah umatnya menerima dengan baik ajakan dan seruan yang disampaikan, ataukah mereka kufur dan menolaknya. Kesaksian para rasul atas penerimaan dan penolakan umatnya disertai dengan penjelasan yang cukup dan bukti yang benar. Berdasarkan kesaksian itu, hukuman dijatuhkan kepada mereka. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan untuk membela diri ataupun minta maaf akan segala perbuatan dan tindakan mereka pada masa hidup di dunia.

Allah berfirman:



Inilah hari, saat mereka tidak dapat berbicara, dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. (al-Mursal±t/77: 35-36)

Dan firman Allah:

وَكَذَٰ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ الْمَدَّةَ وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَنَبِّعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبْدَةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيُصُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبْدَةً وَالْآلُولُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعُ إِيمَا نَكُمُ اللهِ اللهَ إِلنَّ عَلَى اللهُ إِلنَّ عَلَى اللهِ يَنْ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعُ إِيمَا نَكُمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (al-Bagarah/2: 143)

Dan firman-Nya:

(Ingatlah), pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya; dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya mereka akan membaca catatannya (dengan baik), dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. (al-Isr±/17: 71)

Hari akhirat adalah hari pembalasan atas amal perbuatan di dunia dan bukan waktu bertobat serta melakukan amal kebaikan untuk menebus dosa. Pada hari kiamat, manusia hanya menerima keputusan dari Allah yang memberikan keputusan dengan seadil-adilnya, masuk surga atau masuk neraka.

Allah berfirman:

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. (az-Zalzalah/99: 7-8)

(85) Dalam ayat ini dijelaskan tentang azab bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik yang mendustakan rasul-rasul dan memusuhinya,

seperti halnya kaum musyrikin Mekah. Sewaktu menyaksikan hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka, mereka berusaha membela diri untuk meringankan azabnya. Akan tetapi, pembelaan mereka itu tidak diterima karena tidak ada alasan yang patut dikemukakan untuk mengurangi hukuman mereka. Waktu untuk bertobat sudah berlalu, dan hari kiamat adalah hari pengadilan. Setiap insan dihadapkan ke mahkamah Tuhan Yang Maha bijaksana dan Maha Mengetahui. Setiap orang dalam mahkamah harus berkata benar dan jujur, apakah dia menjadi saksi atau tertuduh. Bila saksi sudah berkata benar dengan bukti-bukti yang benar maka tertuduh harus berkata jujur dan benar pula, supaya hakim menentukan hukuman yang benar. Tidaklah benar jika hakim memberatkan atau meringankan hukuman dan tidak benar pula jika dia menunda-nundanya. Demikian pula halnya orang-orang kafir pada hari kiamat. Karena dosa mereka sudah jelas, maka azab segera ditimpakan kepada mereka, tidak diringankan, dan tidak pula ditangguhkan. Orang-orang berdosa yang berbuat zalim, melakukan kejahatan besar, dan melawan agama yang dibawa nabi-nabi tidak akan dapat melepaskan diri dari azab neraka.

Allah berfirman:

## وَرَاالْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّواۤ انَّهُمْ مُّواقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنُهَا مَصْرِفًا

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga, bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. (al-Kahf/18: 53)

(86) Dalam ayat ini disebutkan bahwa ketika orang-orang yang menyekutukan Allah swt melihat sembahan-sembahan mereka pada hari kiamat, mereka pun berkata kepada Allah sambil menuduh sembahan-sembahan itu, "Mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Mereka menunjuk kepada sembahan itu untuk mengalihkan dosa yang mereka pikul kepadanya. Mereka mengira dengan berbuat demikian mereka dapat menghindarkan diri dari azab neraka atau menguranginya.

Sebenarnya mereka sudah mengetahui pasti akan dimasukkan ke dalam neraka, namun sudah menjadi sifat manusia, mereka masih mencari-cari jalan untuk membebaskan diri dari kebinasaan itu. Keadaan mereka seperti seorang yang akan tenggelam, sehingga akan memegang apa saja yang tersentuh oleh tangan untuk menyelamatkan diri. Ketika mereka berusaha mengalihkan penderitaan itu kepada sembahan-sembahan mereka, sembahan itu segera melontarkan tuduhan bahwa mereka benar-benar pendusta. Orangorang musyrik menyembah selain Allah swt atas kesadaran dan kemauan sendiri, bukan karena perintah dari sembahan-sembahan itu.

Seperti dalam firman Allah:

# وَاتَّعَدُوْامِنُ دُوْنِ اللهِ الهَهَ لِيَكُونُوْا لَهُمْ عِزَّا \ كَالَّاسَيَكُفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُوْنَ عَلَيْمِمْ ضِدًّا أَنَّ

Dan mereka telah memilih tuhan-tuhan selain Allah, agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak! Kelak mereka (sesembahan) itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka. (Maryam/19: 81-82)

(87) Kemudian Allah swt dalam ayat ini menerangkan bahwa orangorang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah swt menundukkan diri kepada Allah swt pada hari kiamat sebagai tanda penyesalan.

Dalam ayat yang lain Allah swt berfirman:

Dan (alangkah ngerinya), jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata), "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin." (as-Sajdah/32: 12)

Orang-orang musyrik pada akhirnya meyakini kesesatannya dan menyesali diri. Segala sembahan mereka selama ini seakan lenyap tanpa bekas. Padahal dulunya, mereka menganggap bahwa sembahan-sembahan itu merupakan sekutu Tuhan yang dapat memberi pertolongan kepada mereka.

Sebelum menyatakan ketundukan mereka kepada Allah swt, orang-orang musyrik pertama kali memungkiri bahwa mereka telah mempersekutukan-Nya, seperti diterangkan Allah swt:

(Ingatlah) pada hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang musyrik) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa mereka orang-orang pendusta. (al-Muj±dalah/58: 18)

Pada hari kiamat, orang-orang musyrik pertama kali mungkir kemudian tunduk kepada Allah swt. Mungkir itu disebabkan ketebalan karat-karat kemusyrikan yang menutup jiwa mereka sehingga mereka jauh dari cahaya iman. Fitrah insaniah yang cenderung kepada pengakuan akan keesaan Tuhan menjadi tertutup oleh kegelapan tabir syirik sehingga cahaya fitrah insaniah itu tak berdaya menembusnya. Tetapi kemudian setelah melalui perkembangan dan waktu yang lama, karat-karat yang menutupi jiwa manusia itu semakin menipis, sedangkan sinar fitrah insaniah yang terus hidup berusaha menembus dinding-dinding itu, sehingga akhirnya kembali mengakui keesaan Allah dan menyerah tunduk kepada-Nya.

Demikianlah perkembangan jiwa orang-orang musyrik, dari ingkar kepada keesaan Tuhan kemudian menjadi pengakuan akan keesaan-Nya. Namun demikian, pengakuan ini terlambat sehingga tidak bermanfaat lagi bagi mereka.

(88) Sesudah menyebutkan azab atas orang-orang yang sesat, dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan azab bagi orang-orang sesat lagi menyesatkan. Mereka ialah orang-orang kafir yang menentang kenabian dan kerasulan Muhammad saw serta mendustakan Al-Qur'an. Selain itu, mereka dengan sengaja menghalang-halangi orang lain yang ingin masuk agama Islam, dan ingin beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Allah menimpakan azab yang lebih besar kepada mereka daripada azab orang-orang yang sesat saja, karena mereka tidak hanya kafir, tetapi juga membawa orang lain kepada kekafiran atau menghalangi orang lain untuk beriman. Jadi, mereka melakukan dua macam dosa: dosa yang disebabkan kekafiran dan dosa karena menyesatkan orang lain, sebagaimana firman Allah swt:

Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan (Al-Qur'an) dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. (al-An'±m/6: 26)

Oleh karena itu, azab yang ditimpakan kepada mereka ada dua macam pula: azab atas kekafiran mereka sendiri dan azab atas perbuatan mereka menyesatkan orang lain. Pada ayat ini, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa azab atas orang-orang kafir berbeda-beda seperti halnya orang-orang mukmin berbeda-beda kedudukan mereka dalam surga.

(89) Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan kembali apa yang akan terjadi pada hari kiamat atas setiap umat, yakni kehadiran seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yang akan menjadi saksi atas perbuatan mereka.

Nabi Muhammad saw menjadi saksi pula atas umatnya. Pada hari akhir itu, dia menjelaskan sikap kaumnya terhadap risalah yang dibawanya, apakah mereka beriman dan taat kepada seruannya, ataukah mereka melawan dan mendustakannya. Para nabi itulah yang paling patut untuk menjawab segala alasan dari kaumnya.

Ketika memberikan kesaksian, para rasul tentu berdasarkan penghayatan mereka sendiri atau dari keterangan Allah swt sebab mereka tidak lagi mengetahui apa yang terjadi atas umatnya sesudah mereka wafat.

Rasulullah mencucurkan air mata sewaktu sahabatnya, 'Abdull±h bin Mas'µd, membaca ayat yang serupa maknanya dengan ayat di atas:

Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika Kami mendatangkan seorang saksi (rasul) dari setiap umat dan Kami mendatangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka. (an-Nis±'/4: 41)

'Abdull±h bin Mas'µd berhenti membaca ketika sampai ayat ini, karena Rasul saw berkata kepadanya, "Cukup." 'Abdull±h bin Mas'µd kemudian menoleh kepada Rasul saw, dan melihatnya mencucurkan air mata.

Menjadi saksi pada hari kiamat adalah kedudukan yang mulia, tetapi berat. Rasul saw akan menjelaskan kepada Allah pada hari kiamat keadaan umatnya sampai sejauh mana mereka mengamalkan petunjuk Al-Qur'an yang diwahyukan kepadanya. Pada hari itu, tak ada alasan lagi bagi umat untuk tidak mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di dunia, sebab Al-Qur'an telah menjelaskan kepada mereka segala sesuatu, yang baik ataupun yang buruk, yang halal dan yang haram, serta yang benar dan yang salah. Al-Qur'an memberikan pedoman bagi manusia jalan mana yang lurus dan yang sesat, serta arah mana yang membawa bahagia dan mana yang membawa kesengsaraan.

Barang siapa membenarkan Al-Qur'an dan mengamalkan segala petunjuk yang terdapat di dalamnya, tentulah ia memperoleh rahmat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al-Qur'an memberi kabar yang menyenangkan kepada orang yang taat dan bertobat kepada Allah dengan pahala yang besar di akhirat dan kemuliaan yang tinggi bagi mereka.

Rasul saw yang diberi tugas untuk menyampaikan Al-Qur'an, kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang tugas dan kewajibannya itu pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah:

Maka pasti akan Kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan (dari rasul-rasul) dan Kami akan tanyai (pula) para rasul. (al-A'r±f/7: 6)

Di antara tugas Rasulullah adalah menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia tentang masalah-masalah agama karena ayat-ayat Al-Qur'an ada yang terperinci dan ada pula yang umum isinya. Rasulullah menjelaskan ayat-ayat Allah yang masih bersifat umum itu.

Firman Allah swt:

Dan Kami turunkan A<sup>©</sup>-<sup>a</sup>ikr (AI-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. (an-Na¥I/16: 44)

Selain menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum, Rasulullah menetapkan pula petunjuk-petunjuk dan hukum-hukum yang bertalian dengan urusan agama dan akhlak.

#### Kesimpulan

- 1. Para rasul menjadi saksi atas perbuatan umatnya masing-masing pada hari kiamat.
- 2. Pada hari kiamat, manusia menerima putusan Allah swt atas perbuatan mereka. Oleh sebab itu, tidak ada kesempatan untuk membuat alasan agar hukuman diringankan.
- 3. Meskipun orang-orang musyrik selalu berusaha mencari-cari alasan untuk menutupi dosanya atau menyalahkan sembahan-sembahan mereka, namun akhirnya mereka menyerah kepada keputusan Tuhan.
- 4. Orang-orang kafir segera menerima azab tanpa ada keringanan dan penundaan, karena dosa mereka sudah jelas.
- 5. Azab bagi orang-orang kafir pada hari kiamat bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat perbuatan dan kejahatan mereka.
- 6. Menghalang-halangi orang lain melakukan kebaikan tergolong perbuatan merusak.
- 7. Nabi Muhammad saw akan menjadi saksi atas umatnya pada hari kiamat.
- 8. Al-Qur'an telah menggariskan pedoman-pedoman di berbagai bidang kehidupan manusia, ada yang secara terperinci dan ada pula secara umum.
- 9. Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum dijelaskan Rasulullah dengan sunnah.

#### PERINTAH UNTUK BERBUAT BAIK DAN MENEPATI JANJI

إِنَّاللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعُدُ لِ وَالْإِحْسَانِ وَالْيَتَاعِ ذِى الْقُرْبِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ
وَالْبَغِي يَعِظْكُمْ لَعُكَمْ لَكُمْ لَكُمْ وَلَا يَكُونُ وَ وَاوَفُو الِعَهْدِ اللَّهِ عِلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقِي اللَّهِ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

Terjemah

(90) Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (91) Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (92) Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (93) Dan jika Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

(an-Na¥I/16: 92) كَاتُا لَا Kosakata: Ank±£± اَنْكَاتًا

Kata ank±fan adalah bentuk jamak dari kata nikfun. Ia terbentuk dari kata nakafa-yankufu-nakfan. Kalimat nakafa al-gaz±l berarti "ia mengurai kain tenun". Darinya terambil dari kalimat nakaftul-bai'a yang berarti "aku menggugurkan akad jual beli". Kalimat nakafa al-qaumu 'uhudahum berarti "kaum itu merusak perjanjian mereka", seperti yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, "Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya)..." (at-Taubah/9: 13). Makna kata nikfun yang disebut dalam ayat ini adalah hasil tenunan yang dipotong kecil-kecil, lalu benang-benangnya yang teranyam itu diurai kembali, lalu dicampur dengan benang baru, lalu dipintal dan ditenun kembali. Orang yang melakukannya disebut nakkaf.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan azab yang akan menimpa orang-orang kafir pada hari kiamat serta kesaksian para rasul atas umatnya pada saat itu. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil, berbuat baik, dan menepati janji serta tidak melanggar sumpah yang telah diikrarkan. Allah akan memberi balasan atas segala perbuatan manusia, baik atau buruk, pada hari kiamat.

#### Tafsir

(90) Allah swt memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an, dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Ayat ini termasuk ayat yang sangat luas dalam pengertiannya. Ibnu Mas'µd berkata:

Dan ayat paling luas lingkupnya dalam Al-Qur'an tentang kebaikan dan kejahatan ialah ayat dalam Surah An-Na¥l (yang artinya): "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan". (Riwayat Bukh±r³ dari Ibnu Mas'ud dalam kitab al-Ad±b al-Mufrad)

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwa Nabi Muhammad saw membacakan ayat ini kepada al-Walid. "Ulang kembali hai saudaraku," kata al-Walid, maka Rasul saw mengulang kembali membaca ayat itu. Lalu al-Walid berkata, "Demi Allah sungguh Al-Qur'an ini memiliki kelezatan dan keindahan, di atasnya berbuah, di bawahnya berakar, dan bukanlah dia kata-kata manusia.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang semula kurang senang kepada Rasul saw. Sewaktu dibacakan kepadanya ayat ini oleh Rasul saw, maka iman dalam jiwanya menjadi teguh dan dia menjadi sayang kepada Nabi saw.

Pada ayat ini disebutkan tiga perintah dan tiga larangan. Tiga perintah itu ialah berlaku adil, berbuat kebajikan ( $i \nmid s \neq n$ ), dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan tiga larangan itu ialah berbuat keji, mungkar, dan permusuhan.

Kezaliman lawan dari keadilan, sehingga wajib dijauhi. Hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bilamana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang dihargai, dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah. Penyimpangan dari keadilan adalah penyimpangan dari sunnah Allah dalam menciptakan alam ini. Hal ini tentulah akan menimbulkan kekacauan dan kegoncangan dalam masyarakat, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, serta tertanamnya rasa dendam, kebencian, iri, dengki, dan sebagainya dalam hati manusia.

Semua yang disebutkan itu akan menimbulkan permusuhan yang menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat. Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang turun di Mekah maupun di Medinah, yang memerintahkan manusia berbuat adil dan melarang kezaliman. Di antaranya adalah:

Firman Allah swt:

## نَاتُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْاكُوْنُوْا قَوَامِيْنَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ وَلايَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى الْاَتَعْدِلُوَ أَاعْدِلُوْا هُوَاقْ رَبُ لِلتَّقُوٰى وَاتَّقُوااللهَ اللهَ خَبِيرُ لَهُ مَ خَبِيرُ لَهِ مَا تَعْمَمُلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (al-M±'idah/5: 8)

Allah swt menetapkan keadilan sebagai landasan umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa di segala zaman. Keadilan merupakan tujuan dari pengutusan rasul-rasul ke dunia serta tujuan dari syariat dan hukum yang diturunkan kepada mereka.

Firman Allah swt:

# لَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُ مُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَاتَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسُ شَدِيْدُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّاللَهُ قَوِيُ عَزِيْرُ

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-¦ ad³d/57: 25)

Menurut Mahmud Syaltut, Allah swt menyebutkan besi dalam rangkaian pembinaan keadilan, mengandung isyarat yang kuat dan jelas bahwa pembinaan dan pelaksanaan keadilan adalah ketentuan Ilahi yang wajib dikerjakan. Para pelaksananya dapat mempergunakan kekuatan yang dibenarkan Tuhan, seperti dengan peralatan besi (senjata) yang punya daya kekuatan yang dahsyat.

Adapun macam-macam keadilan yang dikemukakan oleh Islam antara lain sebagai berikut:

#### Pertama: Keadilan dalam Kepercayaan

Menurut Al-Qur'an kepercayaan syirik itu suatu kezaliman. Sebagaimana firman Allah swt:

### لَانْشُرِكَ بِاللَّهِ السِّيرِكَ لَظُلُمُ عَظِيْمُ

Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. (Lugm±n/31: 13)

Mengesakan Tuhan adalah suatu keadilan, sebab hanya Dialah yang menjadi sumber hidup dan kehidupan. Dia memberi nikmat lahir dan batin. Segala ibadah, syukur, dan pujian hanya untuk Allah swt. Mengarahkan ibadah dan pujian kepada selain Allah adalah perbuatan yang tidak adil atau suatu kezaliman. Hak manusia mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, karena itu manusia berkewajiban mengesakan Allah dalam itikad dan ibadah.

#### Kedua: Keadilan dalam Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat. Bilamana rumah tangga sejahtera, masyarakat pun akan sejahtera dan negara akan kuat.

Dari rumah tangga yang baik lahir individu-individu yang baik pula. Oleh karena itu, Islam menetapkan peraturan-peraturan dalam pembinaan rumah tangga yang cukup luwes dan sempurna. Keadilan tidak hanya mendasari ketentuan-ketentuan formal yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga keadilan mendasari hubungan kasih sayang dengan istri.

#### Ketiga: Keadilan dalam Perjanjian

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang ataupun bangsa pasti memerlukan bantuan orang lain. Tolong-menolong dan bantu-membantu sesama manusia dalam usaha mencapai kebutuhan masing-masing merupakan ciri kehidupan kemanusiaan. Agama Islam memberikan tuntunan dalam menyelenggarakan hidup tolong-menolong itu. Umpamanya dalam soal muamalah, seperti utang piutang, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, dengan suatu perjanjian, Islam memerintahkan agar perjanjian itu ditulis.

Firman Allah swt:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. ... Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan.... (al-Baqarah/2: 282)

Pada persaksian yang banyak terjadi dalam perjanjian-perjanjian, Islam menetapkan pula adanya keadilan. Keadilan dalam persaksian ialah melaksanakannya secara jujur isi kesaksian itu tanpa penyelewengan dan pemalsuan.

Firman Allah swt:

...Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa).... (al-Baqarah/2: 283)

Firman Allah swt:

### يَّا يَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ اكُوْنُوْ اقَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ بِلَهِ وَلَوْعَلَ اَنْفُسِكُمُ آوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.... (an-Nis±'/4: 135)

#### Keempat: Keadilan dalam Hukum

Dalam Islam semua manusia sama di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan orang kulit putih dan kulit hitam, antara anak raja dengan anak rakyat, semua sama dalam perlakuan hukum. Melaksanakan keadilan hukum dipandang oleh Islam sebagai melaksanakan amanat.

Firman Allah swt:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.... (an-Nis±'/4: 58)

Hadis Nabi saw:

Sesungguhnya kehancuran umat sebelummu karena jika orang terpandang yang mencuri mereka tidak menghukumnya, namun jika orang lemah yang mencuri, mereka menghukumnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kupotong tangannya. (Riwayat Muslim)

Di samping berlaku adil, Allah swt memerintahkan pula berbuat *i¥s±n* seperti membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lebih baik/besar atau memaafkan orang lain.

Firman Allah:

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. (an-Nis±'/4: 86)

*Al-I¥s±n* terbagi dalam tiga kategori:

 AI-I¥s±n dalam ibadah: engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya. Jika tidak melihat-Nya, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis Nabi Muhammad saw:

Ihsan itu ialah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, apabila kamu tidak melihat-Nya, Dia pasti melihatmu. (Riwayat al-Bukh±r³ dari Abu Hurairah)

- 2. *Al-I¥s±n* dalam balasan dan sanksi dengan seimbang, dan menyempurnakan hak dalam pembunuhan dan luka dengan qisas.
- 3. *Al-I¥s±n* dalam menepati hak atau hutang dengan membayarnya tanpa mengulur waktu, atau disertai tambahan yang tidak bersyarat.

Tingkat *al-i\tilde{s}\tilde{t}n* yang tertinggi ialah berbuat kebaikan terhadap orang yang bersalah. Diriwayatkan bahwa Isa a.s. pernah berkata, "Sesungguhnya *al-i\tilde{s}\tilde{t}n* itu ialah kamu berbuat baik kepada orang yang bersalah terhadapmu. Bukanlah *al-i\tilde{s}\tilde{t}n* bila kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu."

Allah swt memerintahkan pula dalam ayat ini untuk memberikan sedekah kepada kerabat untuk kebutuhan mereka. Bersedekah kepada kerabat sebenarnya sudah termasuk dalam pengakuan berbuat adil dan *al-i\forall s±n*. Namun disebutkan secara khusus untuk memberikan pengertian bahwa urusan memberikan bantuan kepada kerabat hendaklah diperhatikan dan diutamakan.

Sesudah menerangkan ketiga perkara yang diperintahkan kepada umat manusia, Allah swt meneruskan dengan menerangkan tiga perkara lagi yang harus ditinggalkan.

Pertama : Melarang berbuat keji (fa¥³syah), yaitu perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada pemuasan hawa nafsu seperti zina, minumanminuman yang memabukkan, dan mencuri.

Kedua : Melarang berbuat mungkar yaitu perbuatan yang buruk yang berlawanan dengan pikiran yang waras, seperti membunuh dan merampok hak orang lain.

Ketiga : Melarang permusuhan yang sewenang-wenang terhadap orang lain.

Demikianlah dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan tiga perkara yang harus dikerjakan, yaitu berbuat adil, *al-i\fomalesstr*, dan mempererat persaudaraan. Allah juga melarang tiga perkara, yaitu berbuat keji, mungkar, dan permusuhan.

Semua itu merupakan pengajaran kepada manusia yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, maka sewajarnya mereka mengamalkannya.

(91) Dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan kaum Muslimin untuk menepati janji mereka dengan Allah jika mereka sudah mengikat janji itu. Menurut Ibnu Jar³r, ayat-ayat ini diturunkan dengan bai'at (janji setia) kepada Nabi Muhammad saw yang dilakukan oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka diperintahkan untuk menepati janji setia yang telah mereka teguhkan dengan sumpah, dan mencegah mereka membatalkannya. Jumlah kaum Muslimin yang sedikit janganlah mendorong mereka untuk membatalkan bai'at itu setelah melihat jumlah kaum musyrikin yang besar.

Menurut ayat ini, semua ikatan perjanjian yang dibuat dengan kehendak sendiri, wajib dipenuhi baik perjanjian itu sesama kaum Muslimin ataupun terhadap orang di luar Islam. Allah swt melarang kaum Muslimin melanggar sumpah yang diucapkan dengan mempergunakan nama Allah, karena dalam sumpah seperti itu, Allah telah ditempatkan sebagai saksi. Allah akan memberi pahala bagi mereka yang memenuhi apa yang diucapkannya dengan sumpah atau membalas dengan azab bagi mereka yang mengkhianati sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala amal perbuatan manusia. Dialah yang mengetahui segala perjanjian yang mereka kuatkan dengan sumpah, dan mengetahui pula bagaimana mereka memenuhi janji dan sumpah itu.

(92) Dalam ayat ini, Allah mengumpamakan orang yang melanggar perjanjian dan sumpah itu sebagai seorang wanita yang mengurai benang yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Demikian itu adalah gambaran tingkah laku orang gila dan orang bodoh.

Pelanggaran terhadap *bai'at* perjanjian atau sumpah berarti menjadikan sumpah sebagai alat penipuan sesama manusia. Sebab jika satu golongan atau seseorang membuat perjanjian dengan golongan lain yang lebih besar dan kuat daripadanya untuk menenteramkan hati mereka, kemudian jika ada kesempatan, dia mengkhianati perjanjian itu, maka tingkah laku seperti demikian itu dipandang sebagai suatu penipuan.

Allah swt melarang tingkah laku demikian karena termasuk perbuatan bodoh dan gila, walaupun dia dari golongan yang kecil berhadapan dengan golongan yang besar. Lebih terlarang lagi jika golongan besar membatalkan perjanjian terhadap golongan yang lebih kecil.

Diriwayatkan bahwa Mu'awiyah, khalifah pertama Dinasti Bani Umaiyyah, pernah mengadakan perjanjian damai dengan Kaisar Romawi dalam jangka tertentu. Menjelang akhir perjanjian damai tersebut, Mu'awiyah membawa pasukannya ke perbatasan dengan rencana bila saat perjanjian itu berakhir dia langsung akan menyerang. Lalu seorang sahabat bernama Amr bin Anbasah berkata kepadanya, "Allahu Akbar, wahai Mu'awiyah, tepatilah janji, jangan khianat, aku pernah mendengar Rasul saw bersabda:

Barang siapa ada perjanjian waktu antara dia dengan golongan lain, maka sekali-kali janganlah dia membatalkan perjanjian itu sampai habis waktunya. (Riwayat Imam A¥mad)

Setelah Mu'awiyah mendengarkan peringatan temannya itu, dia pun pulang membawa kembali pasukannya. Demikianlah Islam menetapkan ketentuan-ketentuan dalam tata pergaulan antara manusia untuk menguji di antara mereka siapakah yang paling kuat berpegang kepada perjanjian yang mereka adakan sendiri, baik perjanjian itu kepada Allah dan rasul-Nya seperti bai'at, ataupun kepada sesama manusia. Pada hari kiamat kelak akan kelihatan: mana yang hak dan mana yang batil serta mana yang jujur dan mana yang khianat. Segala perselisihan akan dijelaskan, masing-masing akan mendapat ganjaran dari Allah swt.

(93) Kemudian Allah swt dalam ayat ini mengemukakan bahwa sekiranya Dia berkehendak, tentu Dia mampu mempersatukan manusia ke dalam satu agama sesuai dengan tabiat manusia itu, dan meniadakan kemampuan ikhtiar dan pertimbangan terhadap apa yang dikerjakan. Dengan demikian, manusia hidup seperti halnya semut atau lebah, atau hidup seperti malaikat yang diciptakan bagaikan robot yang penuh ketaatan kepada Allah, sedikit pun tidak akan menyimpang dari ketentuan yang benar, atau tersesat ke jalan yang salah. Akan tetapi, Allah swt tidak berkehendak demikian dalam menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan menganugerahkan kemampuan berikhtiar dan berusaha dengan penuh pertimbangan. Daya pertimbangan itu sejak azali diberikan kepada manusia. Pahala dan siksa berkaitan erat dengan pilihan dan pertimbangan manusia itu. Masing-masing diminta pertanggungjawaban terhadap segala perbuatan yang dihasilkan oleh pertimbangan dan pilihan mereka itu. Sebagaimana firman Allah:

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). (an-Najm/53: 39-40)

#### Kesimpulan

- 1. Keadilan adalah salah satu pokok ajaran Islam yang wajib ditegakkan dalam segala segi kehidupan manusia, demi kedamaian dan kemantapan hidup bermasyarakat.
- 2. Wajib hukumnya menepati janji dan sumpah yang telah diikrarkan, baik sesama kaum Muslimin, maupun terhadap orang di luar Islam, karena janji itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat.

3. Allah menciptakan dan menganugerahkan kepada manusia kemampuan berikhtiar dan berusaha dengan penuh pertimbangan sejak azali. Pahala dan dosa berkaitan erat dengan pilihan dan pertimbangan manusia itu.

#### LARANGAN MENGINGKARI JANJI DAN SUMPAH

وَلِا تَنْخَذُوْ اليَّمَا نَكُرُ دَخَلًا بِيُنْكُمْ فَتُرِنَ قَدَمُ ابَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْ قُوا السُّوْءَ بِمَا صَدَدْ تَثْمُ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَكُرْعَذَا بُّ عَظِيْمُ ﴿ وَلَا تَشَكَّرُ وَابِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنَا قَلِيْلًا إِنَّمَا عِنْمَا لللهِ هُوَخَيْرُ لَكُمُ وَانَكُنْ ثُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَلَا تَشَكَمُ يَنْفَدُ وَمَا عِنْمَا اللهِ بَاقِ فَ وَنَخَبْرِينَ الَّذِيْنَ صَبَرُ وَآ اَجْرَهُمْ وَبُحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَلَى صَالِمًا مِنْ ذَكِرٍ اوْ أَنْتَى وَهُومُ فُونَ فَكَنُ حَيِينَهُ حَيْوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِينَ اللّهِ بَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

Terjemah

(94) Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kaki(mu) tergelincir setelah tegaknya (kokoh), dan kamu akan merasakan keburukan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan kamu akan mendapat azab yang besar. (95) Dan janganlah kamu jual perjanjian (dengan) Allah dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (96) Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan Kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (97) Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Kosakata: Dakhalan دُخلاً (an-Na¥I/16: 94)

Kata dakhalan terbentuk dari kata dakhala-yadkhulu-dakhlan-dakhalan yang secara harfiah berarti masuk. Kata dakhalan di sini berarti sesuatu yang

dimasukkan pada sesuatu yang lain, namun yang pertama bukan bagian dari yang kedua. Dalam penggunaannya, kata ini yang juga bisa disebut dengan dakhlah, d±khilah, dan dakh³lah ini biasa diartikan "tipu daya dan makar", atau "setiap sesuatu yang tidak benar". Kalimat 'araftu dakhala ful±nin berarti "aku mengetahui sisi dalam (makar atau tipu daya) si fulan".

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah memerintahkan untuk menepati janji secara mutlak, baik dengan sesama Muslim maupun non Muslim. Pada ayat-ayat ini, Allah memerintahkan untuk menepati janji dan sumpah yang telah diikrarkan secara khusus kepada Rasulullah, agar beriman dan mengikuti syariatnya. Orang yang beriman dan beramal saleh di dunia akan diberi penghidupan yang baik dan di akhirat akan diberi pahala yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia.

#### Tafsir

(94) Allah swt menegaskan kembali kepada orang Islam tentang larangan-Nya menjadikan sumpah sebagai alat penipuan di antara mereka. Sesudah Allah swt melarang membatalkan perjanjian dan sumpah pada umumnya, dalam ayat ini, Allah swt secara khusus menegaskan larangan membatalkan perjanjian yang telah dibuat kaum Muslimin dengan Nabi Muhammad saw sewaktu masih di Mekah, menjelang hijrah ke Medinah.

Allah swt tidak membenarkan jika membuat perjanjian hanya untuk mengelabui manusia. Timbulnya larangan ini disebabkan oleh adanya keinginan dari kaum Muslimin untuk membatalkan bai'at mereka yang telah diperkuat dengan sumpah. Jika mereka melakukan hal demikian, berarti kaki mereka tergelincir sesudah berpijak di tempat yang mantap.

Mereka akan mengalami penderitaan disebabkan tindakan mereka yang menjadikan sumpah sebagai alat penipu di antara manusia. Ada tiga hukuman bagi yang melanggar jika melakukan tindakan demikian itu.

- Pertama : Mereka bertambah jauh dari kebenaran dan hidayah Allah swt, meskipun sudah berada di dalam garis kebenaran itu.
- Kedua : Mereka memberi contoh dalam penyelewengan dari jalan Allah.
   Dengan kebiasaan jelek itu, mereka patut mendapat azab di dunia, seperti pembunuhan, penangkapan, perampasan, dan pengusiran dari kampung halaman.
- Ketiga : Mereka akan diazab di akhirat sebagai balasan atas kelancangan mereka menjauhi kebenaran. Mereka dimasukkan ke dalam golongan orang yang sengsara dan sesat.
- (95) Dalam ayat ini, Allah menegaskan lagi larangan-Nya tentang membatalkan janji setia itu (*bai'at*) dengan menyatakan bahwa perbuatan itu sama halnya dengan menukarkan perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah. Misalnya, untuk memperoleh keuntungan duniawi dan harta

yang sedikit, mereka membatalkan suatu perjanjian yang mereka adakan sendiri. Peringatan Allah ini berhubungan dengan ihwal orang-orang Mekah yang telah mem-bai'at Nabi saw kemudian mereka bermaksud membatalkan bai'at itu setelah melihat kekuatan orang Quraisy, serta penganiayaan mereka kepada orang Islam.

Kemudian orang-orang Quraisy menjanjikan pula kepada orang Islam akan memberikan sesuatu jika mereka mau kembali kepada agama kesyirikan. Oleh sebab itu, Allah memperingatkan mereka dengan ayat ini dan mencegah mereka agar jangan sampai membatalkan bai'at kepada Nabi itu, hanya untuk memperoleh harta duniawi. Karena apa yang ada pada Allah seperti pahala di akhirat dan agama yang dibawa Nabi saw untuk kehidupan duniawi, jauh lebih baik dari apa yang dijanjikan oleh pemimpin musyrik itu. Jika mereka mempergunakan akal pikiran dan merenungkan persoalan-persoalan itu, tentulah mereka lebih cenderung untuk tetap setia kepada Nabi saw dan menolak ajakan pemimpin-pemimpin musyrik itu.

(96) Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa segala apa yang dimiliki dan datang dari manusia, berupa pemberian harta benda duniawi, adalah terbatas dan ada akhirnya, sedang apa yang ada pada sisi Allah, berupa pahala dan ganjaran dalam surga, tidak ada batasnya, tak putus-putus bahkan selama-lamanya. Maka kepada mereka yang beriman, sabar menghadapi tugas-tugas agama, dan tabah menghadapi penderitaan, Allah pasti memberi ganjaran yang lebih dari apa yang mereka kerjakan. Tuhan menonjolkan sifat sabar atau tabah karena sifat itu merupakan asas dari segala amal perbuatan.

Firman Allah:

Apa pun (kenikmatan) yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa (kenikmatan) yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. (asy-Syµr±/42: 36)

Firman Allah juga:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (al-Kahf/18: 46)

(97) Kemudian Allah swt dalam ayat ini berjanji bahwa Allah swt benarbenar akan memberikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia kepada hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengerjakan amal saleh yaitu segala amal yang sesuai petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasul, sedang hati mereka penuh dengan keimanan.

Rasulullah bersabda:

Dari 'Abdull±h bin 'Umar bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan menerima dengan senang hati atas pemberian Allah. (Riwayat A¥mad)

Kehidupan bahagia dan sejahtera di dunia ini adalah suatu kehidupan di mana jiwa manusia memperoleh ketenangan dan kedamaian karena merasakan kelezatan iman dan kenikmatan keyakinan. Jiwanya penuh dengan kerinduan akan janji Allah, tetapi rela dan ikhlas menerima takdir. Jiwanya bebas dari perbudakan benda-benda duniawi, dan hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mendapatkan limpahan cahaya dari-Nya.

Jiwanya selalu merasa puas terhadap segala yang diperuntukkan baginya, karena ia mengetahui bahwa rezeki yang diterimanya itu adalah hasil dari ketentuan Allah swt. Adapun di akhirat dia akan memperoleh balasan pahala yang besar dan paling baik dari Allah karena kebijaksanaan dan amal saleh yang telah diperbuatnya serta iman yang bersih yang mengisi jiwanya.

#### Kesimpulan

- 1. Islam melarang menjadikan sumpah sebagai alat untuk menipu.
- 2. Allah melarang untuk membatalkan bai'at (sumpah) kepada Nabi saw, hanya untuk memperoleh harta duniawi, yang terbatas dan ada akhirnya. Sedangkan, apa yang ada di sisi Allah tidak ada batasannya dan untuk selama-lamanya.
- 3. Allah berjanji akan menganugerahkan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, kehidupan yang bahagia di dunia dan pahala yang besar di akhirat.

#### MENJAGA DIRI DARI GODAAN SETAN

# ڣَٳۮ۬ٵڨٙۯٲٝؾٵڷۛڨۘۯٳٛڹؘڡؘٵڛٛؾٙۼۮ۫ۑؚٳٮڵۼۄٮڹٵۺۜؽڟڹؚٵۯؾڿۣؽۄ۞ٳڹۜۜ؋ؙۘڶؽۺٮؘڬ؞ؙۺڶڟڹٛ ۼڸؘٵڶٞڎؚؿڹٵڡؗڹؙٷٛٳۅؘۼڸۯڽؚؚۼۭؠۧؾٷڴڶٷڹ۞ٳڹۜڡٵۺؙڶڟڹؙڎ۠ۼڸٲۜۮؚؿڹؘؽؾؘٷۘڷٷڹڎٷٳڵۜۮؚؿڹ ۿؙؠٝڽؚ؋ڞؙۺ۫ڔػؙٷڹۧ۞

Terjemah

(98) Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. (99) Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. (100) Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

(an-Na¥I/16: 98) فَاسْتَعَدْ (an-Na¥I/16: 98)

Kata fasta'i® terambil dari kata al-'au® yang berarti menuju ke sesuatu untuk menghindar dari ketakutan atau gangguan, baik yang dituju itu makhluk hidup, seperti manusia atau benda tak bernyawa, seperti benteng atau gunung, lebih-lebih kepada Allah. Maknanya kemudian berkembang sehingga kata tersebut dipahami dalam arti permohonan perlindungan. Kata ini dalam berbagai bentuknya terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak tujuh belas kali. Enam belas di antaranya tertuju kepada Allah dan sekali, yang dikemukakan dalam konteks kecaman, merupakan permohonan sekelompok manusia kepada jin.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan diberi ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memberi petunjuk kepada manusia bahwa membaca Al-Qur'an adalah salah satu amal saleh yang sangat tinggi derajatnya. Oleh karena itu, dianjurkan berlindung dari godaan setan agar terlepas dari pengaruhnya.

#### Tafsir

(98) Kemudian dalam ayat ini Allah swt mengajarkan adab membaca Al-Qur'an agar dalam membaca dan memahaminya jauh dari gangguan setan. Al-Qur'an memberi petunjuk kepada manusia ke jalan kebahagiaan, dan menentukan mana amal perbuatan yang saleh yang berguna bagi kehidupan manusia dan mana pula perbuatan yang membawa ke jalan kesengsaraan. Akan tetapi, petunjuk Al-Qur'an itu akan dapat dimengerti dan dipahami dengan benar, apabila akal pikiran si pembaca bersih dari godaan setan.

Firman Allah swt:

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya). (al-A'r±f/7: 201)

Dan firman Allah:

Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (F± ir/35: 6)

Jika Rasulullah saja diperintahkan Allah untuk berlindung kepada-Nya ketika akan membaca Al-Qur'an, padahal sudah dinyatakan terpelihara, bagaimana halnya dengan manusia yang bukan rasul. Sungguh manusia itu lemah dan mudah terpengaruh oleh setan dalam memahami Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setan berusaha keras menjauhkan manusia dari petunjuk Allah dengan berbagai cara. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk memohon pertolongan kepada-Nya dengan ucapan:



Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

(99-100) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa setan tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang berserah diri kepada Allah swt, serta sabar dan tawakal menahan derita dalam perjuangan menegakkan agama. Mereka mampu melawan godaan setan dan menolak untuk mengikuti langkah-langkahnya dan menjadi pengikutnya. Berkat cahaya iman dalam dada mereka, tipu daya setan itu dapat mereka ketahui dan atasi. Setan itu hanya berpengaruh atas orang-orang yang sudah patuh ke dalam wilayah kekuasaannya, orang-orang yang memandang setan itu sebagai pemimpin lalu mencintainya dan mengikutinya serta mematuhi segala perintahnya. Karena tipu daya dan godaan setan itu, mereka akhirnya mempersekutukan Tuhan atau menyembah setan di samping menyembah Allah swt.

#### Kesimpulan

- Membaca Al-Qur'an adalah bagian ibadah yang sangat tinggi derajatnya.
   Oleh karena itu, dianjurkan berlindung dari godaan setan.
- Orang-orang yang beriman dan bertawakal tidak dapat dipengaruhi oleh setan.
- 3. Pengaruh tipu daya dan godaan setan dapat mempersekutukan Allah atau menyembah setan di samping menyembah Allah.

#### KETENTUAN ALLAH LEBIH BERMANFAAT BAGI MANUSIA

وَإِذَا بَدَّنُنَا آيَةً مِّكَانَ آيَةٍ وَّاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْآ إِنَّمَا اَنْتَ مُفَاتَرِ بَلَ اَكُنْزُهُ مُلِلاً يَعْلَمُوْنَ ۞ قُلْ نَزَّلُهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتُ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا وَهُدَّى وَنُشَرِى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۞ وَلِقَدْ نَعْلَمُ الْمَهُورَ يَقْوُلُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ السَّانُ الَّذِيْ يُنْجُدُونَ إِلَيْ مِاعْجَمِيٍّ وَهٰذَالِسَانُ عَرِي مُّبِينٌ ۞

#### Terjemah

(101) Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada saja." Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. (102) Katakanlah, "Rohulkudus (Jibril) menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan (hati) orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri (kepada Allah)." (103) Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata, "Sesungguhnya Al-Qur'an itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)." Bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa Muhammad belajar) kepadanya adalah bahasa 'Ajam, padahal ini (Al-Qur'an) adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

(an-Na¥I/16: 101) بَدُّلْنَا Kosakata: *BaddaIn±* 

Baddalnā terambil dari kata baddala-yubaddilu yang artinya mengganti. Ada beragam alasan mengapa terjadi penggantian atas sesuatu yang sedang berlaku atau dilaksanakan. Selanjutnya, bila ada yang mengganti, mesti ada pula yang diganti. Kata tersebut pada ayat ini mengandung makna

pergantian, pengalihan atau pemindahan. Dengan demikian, ketetapan hukum atau tuntunan yang tadinya diberlakukan pada suatu masyarakat diganti dengan hukum baru yang dinilai lebih tepat. Namun demikian, hukum yang diganti tidak mesti berarti dibuang dan tidak dipakai lagi, sehingga tuntunan lama tidak dibatalkan. Bila suatu ketika ada masyarakat lain yang kondisinya serupa dengan masyarakat pertama pada masa sebelumnya, hukum yang diganti itu dapat diberlakukan pada mereka. Selanjutnya perlu pula diperhatikan bahwa ayat pengganti dan yang diganti tidak mesti ayat hukum. Bisa saja hal ini terjadi pada ayat yang kandungan tuntunannya ringan untuk dilaksanakan, lalu diganti dengan ayat yang pelaksanaannya lebih berat bagi umat yang telah mapan atau teguh imannya.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt memerintahkan rasul-Nya agar memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan sewaktu akan membaca Al-Qur'an. Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa pergantian ayat dengan ayat (n±sikh wa mansµkh) berasal dari Allah untuk kemaslahatan manusia. Pergantian itu bukan rekayasa Nabi Muhammad, karena Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepadanya dan berisi petunjuk dan kabar bagi orang-orang yang percaya kepada Allah.

#### **Tafsir**

(101) Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah telah mengganti ayat dalam Al-Qur'an dengan ayat lain. Penggantian itu dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia, karena hanya Allah yang mengetahui hukum yang mana yang lebih sesuai untuk suatu masa bagi suatu umat.

Kaum musyrikin mencela Nabi Muhammad saw karena menurut mereka, Nabi pada satu waktu memerintahkan suatu perkara, dan pada waktu yang lain melarangnya. Mereka mengatakan bahwa rasul suka mengada-ada. Sikap demikian timbul karena mereka tidak mengetahui hikmah yang terkandung dalam penggantian ayat.

Penggantian ayat atau hukum Al-Qur'an hanya pada beberapa ayat saja, misalnya dalam masalah mengubah adat kebiasaan suatu kaum. Kalau perubahan itu dilakukan sekaligus, akan menimbulkan kegoncangan di kalangan mereka. Adalah sangat bijaksana dalam membina perubahan suatu masyarakat selalu diperhatikan segi-segi kejiwaan masyarakat itu. Tetapi bagi orang yang hatinya tertutup oleh kesombongan dan permusuhan terhadap Rasul, pergantian ayat yang mendukung dan mengandung hikmah itu dijadikan sumber fitnah bagi beliau. (Lih. Penafsiran al-Baqarah/2: 106).

(102) Allah swt dalam ayat ini memerintahkan Rasul saw untuk menjelaskan kepada kaum musyrikin bahwa ayat-ayat itu bukanlah rekayasa beliau, tetapi diturunkan oleh malaikat Jibril a.s. dari Allah Rabbul '2 lam³n, kelompok demi kelompok dengan hikmah kebijaksanaan yang sempurna, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya. Allah juga mengemukakan sifat rububiyah-Nya serta menghubungkannya kepada Nabi

Muhammad saw (*Rabbika* = Tuhanmu), untuk memberikan pengertian bahwa bimbingan Allah kepada Rasul adalah dengan cara berangsur-angsur untuk menuju kesempurnaan. Allah akan melimpahkan pancaran sifat rububiyah itu kepada Nabi-Nya.

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap kepada Rasul untuk meneguhkan keimanan orang yang beriman, memberi pedoman bagi mereka dalam mengesakan Allah swt, dan menjadi petunjuk dalam mencari kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Al-Qur'an menjelaskan pula kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan memperoleh surga di akhirat sebagai balasan bagi amal kebajikan mereka di dunia.

(103) Allah swt menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah menuduh Nabi Muhammad saw menerima pelajaran Al-Qur'an dari seseorang. Menurut mereka, orang itu seorang laki-laki asing, bukan bangsa Arab, yang selalu mengajarkan kitab-kitab lama di tengah-tengah mereka. Tetapi tuduhan itu tidak benar karena Al-Qur'an tersusun dalam bahasa Arab yang indah dan padat isinya, bagaimana orang asing menciptakannya? Sampai sejauh mana orang yang bukan bangsa Arab Quraisy merasakan keindahan bahasa Arab dan kemudian menyusunnya dalam bahasa yang indah dan padat seperti Al-Qur'an? Apalagi kalau dikatakan bahwa orang itu menjadi pengajar Nabi. Mengenai siapa orang asing itu, bermacam-macam riwayat menjelaskannya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa orang asing itu adalah seorang budak Romawi yang beragama Nasrani, yang dipelihara oleh Bani Hadrami. Namun demikian, dari riwayat yang bermacam-macam itu, tidak ada satu pun yang dapat menjadi pegangan.

Besar kemungkinan tuduhan itu hanya tipu muslihat orang-orang musyrik yang sengaja dilontarkan kepada Nabi saw dan kaum Muslimin. Pemimpin-pemimpin Quraisy yang berdagang ke Syam (Syria) sedikit banyaknya sudah pernah mendengar isi Kitab Taurat dan Injil karena hubungan mereka dengan orang-orang Ahli Kitab. Karena Al-Qur'an itu memuat isi Taurat, lalu mereka mengira tentulah ada orang asing ('ajam') yang beragama Nasrani mengajarkan isi Al-Qur'an itu kepada Nabi.

#### Kesimpulan

- 1. Penggantian ayat dengan ayat lain adalah hak Allah, serta mengandung hikmah dan faedah yang besar untuk manusia.
- Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur agar tertanam dalam hati, dan benar-benar menjadi pembimbing bagi manusia dalam hidupnya di dunia dan di akhirat.
- 3. Tuduhan orang-orang kafir bahwa Al-Qur'an itu diajarkan oleh orang asing (*'ajam*) kepada Nabi tidak masuk akal, dan hanya perkiraan mereka semata.
- 4. Mempelajari Al-Qur'an dan memahaminya sebaiknya dilakukan secara bertahap.

#### ORANG YANG TIDAK MEMPEROLEH HIDAYAH

إِنَّا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِيْتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجُ الِيُّمُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ وَالْوَلِمِ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجُ الِيُّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْوَلِمِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

Terjemah

(104) Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al-Qur'an), Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. (105) Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. (106) Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. (107) Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. (108) Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. (109) Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

(an-Na¥I/16: 109) لا حَرَهَ (an-Na¥I/16: 109)

Ungkapan ini terdiri dari dua kata, yaitu  $l\pm$  dan jarama. Secara bahasa,  $l\pm$  berarti tidak, dan jarama maknanya pemutusan atau kepastian. Dengan demikian, menurut etimologi  $l\pm$  jarama maknanya tidak ada kepastian. Namun demikian, secara terminologis, ada yang berpendapat bahwa  $l\pm$  jarama pada ayat ini mengandung makna "aku bersumpah", dan bukan "aku tidak bersumpah", sehingga kata  $l\pm$  di sini tidak diungkap dalam frase tersebut. Ungkapan demikian seperti frase sumpah  $l\pm$  uqsimu pada Surah

al-Balad, yang diartikan sebagai aku bersumpah, dan bukan aku tidak bersumpah. Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa  $l\pm$  jarama berarti pasti. Dengan makna ini, seakan-akan apa yang diucapkan akan berlanjut terus, sehingga menjadi kenyataan, dan tidak ada yang menghalangi atau memutus perjalanannya menuju kenyataan.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan tuduhan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad yang dianggap mengada-ada dalam penggantian ayat Al-Qur'an, lalu Allah membantah alasan mereka itu. Pada ayat-ayat ini, Allah swt memperingatkan mereka yang tidak beriman kepada Al-Qur'an itu dengan siksaan api neraka di akhirat kelak karena merekalah yang mengada-adakan kebohongan terhadap Al-Qur'an.

#### Sabab Nuzul

Ibnu Jar³r dan al-¦ ±kim meriwayatkan dari Muhammad bin 'Amm±r dari ayahnya, ia berkata, "Orang-orang musyrik menangkap 'Amm±r bin Y±sir lalu menyiksanya sampai ia mencaci Nabi saw dan memuja tuhan-tuhan mereka, lalu mereka membebaskannya. Maka 'Amm±r datang kepada Nabi saw dan Nabi bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" 'Amm±r menjawab, "Sangat pedih yang menimpa diriku, hingga aku mencacimu dan memuji tuhan-tuhan mereka." Nabi bertanya, "Bagaimana hatimu?" 'Amm±r menjawab, "Hatiku tetap beriman." Nabi berkata, "Jika mereka menyiksamu lagi, maka kembalilah lagi." Maka turunlah ayat ini."

Dengan kejadian di atas, para ulama sepakat bahwa orang yang terancam jiwanya boleh mengucapkan kata-kata kufur asal jiwanya tetap dalam keimanan.

#### Tafsir

(104) Dalam ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa tanpa iman kepada Allah swt dan Al-Qur'an sebagai wahyu-Nya, seseorang tidak akan mendapat petunjuk kepada kebenaran hakiki yang melepaskan dia dari azab. Orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatan manusia atau dongeng-dongeng zaman kuno, tentu jauh dari hidayah Allah, dan tidak akan dapat menemukan jalan kebenaran.

Al-Qur'an yang seharusnya menjadi penuntun ditinggalkannya, sehingga mereka menjadi sesat. Oleh karena itu, mereka mudah terjerumus ke dalam kejahatan sehingga jiwanya menjadi kotor dan tertutup oleh noda-noda dosa. Mereka itu pasti sengsara dan tersiksa di dunia dan di akhirat.

(105) Ayat ini menyanggah tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah ciptaan Muhammad. Sesungguhnya yang membuatbuat kebohongan itu bukan Rasul saw, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah yang menjelaskan keesaan dan kekuasaan Allah yang terdapat pada alam semesta ini, maupun

ayat-ayat qur'aniyah yang memberi petunjuk dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya mereka yang menjadi pendusta, bukan Rasul saw karena beliau adalah orang yang paling jujur, sempurna ilmu dan amal perbuatannya, kuat keyakinan, dan paling terpercaya. Karena kejujuran dan kebersihan jiwanya, ia diberi nama al-Am³n (orang yang jujur).

(106) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan tentang ancaman keras terhadap *riddah* (murtad) yakni kufur kembali sesudah beriman, mengutamakan kesesatan dari petunjuk (hidayah)-Nya. Mereka mendapat kemurkaan dan azab Allah, kecuali dalam kondisi terpaksa. Misalnya, mereka menyatakan murtad dengan lidah karena jiwanya terancam, namun hati mereka tetap penuh dengan keimanan. Tidak ada dosa dan tuntutan hukum kepadanya, selama ia tetap beriman.

Rasulullah bersabda:

Tidak dicatat amal umatku (karena) kekeliruan, lupa, dan mereka terpaksa. (Riwayat a<sup>-</sup>-° abr±n³ dari ¤aub±n)

(107) Dalam ayat ini, dijelaskan sebab-sebab kemurkaan Allah kepada mereka yang benar-benar kembali kepada kekafiran, sesudah beriman. Mereka dianggap lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dengan segala kenikmatan yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan sudah teruji keimanannya dengan berbagai cobaan dan fitnah di dunia. Allah tidak akan memberikan hidayah-Nya bagi orang yang murtad, bukan karena terpaksa. Di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang pedih.

Allah tidak akan memberi taufik kepada orang yang ingkar kepada ayatayatnya, dan orang yang telah sengaja menghilangkan kesediaan jiwanya untuk menerima kebaikan lalu menukarkannya dengan dosa dan kejahatan.

(108) Hukuman lainnya bagi orang yang murtad dijelaskan Allah dalam ayat ini, yaitu Allah swt menutup hati (jiwa), pandangan, dan penglihatan mereka. Hati mereka tertutup disebabkan kekerasan dan kekafirannya, sehingga tidak dapat terbuka untuk memahami dan menanggapi tanda-tanda keberadaan Allah. Pandangan dan penglihatan mereka tertutup disebabkan pengertian dan kesan dari apa yang didengar dan dilihat mereka tidak sampai ke dalam hati.

Pancaran cahaya Ilahi dan ilmu tidak dapat menembus dan menyinari kalbu mereka menuju jalan Ilahi. Batin mereka juga tidak mampu menyerap fakta ilmiah sebagai tanda keesaan dan kebesaran Allah swt. Manusia serupa inilah yang dikatakan Allah swt seperti hewan, bahkan lebih jelek lagi.

Firman Allah swt:

# وَمَنْ يَرْتَكِهُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَكَافِرُ فَأُولَا إِلَى حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْإِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْاِخِرَةِ وَأُولَا إِكَ اَصْلِحُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُ وْنَ

Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah/2: 217)

Hukuman selanjutnya bagi mereka yang murtad ialah menjadikan mereka lalai terhadap hakikat kebenaran. Mereka memang tidak punya perhatian sama sekali kepada lingkungan, sehingga mereka menjadi pasif (*jumud*) dan terkucil.

Hukuman bagi orang Islam yang dengan sadar murtad dari Islam adalah hukum bunuh seperti yang dilakukan oleh Ali r.a. dan Mu'±® bin Jabal terhadap orang yang murtad di zamannya, berdasarkan riwayat Imam A¥mad. Kedua sahabat itu berpegang kepada sabda Rasul:

Barang siapa mengganti agamanya (Islam) bunuhlah dia. (Riwayat A¥mad, al-Bukh±r³ dan Muslim dari Ibnu 'Abb±s)

(109) Dalam ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa mereka yang murtad itu adalah orang yang sungguh merugi di akhirat karena telah menodai jiwa mereka sendiri dan menjerumuskan diri ke dalam jurang api neraka. Mereka mendapatkan hal-hal berikut:

- 1. Murka Allah.
- 2. Siksaan yang pedih.
- 3. Tidak mendapat hidayah Allah.
- 4. Hati, pendengaran, dan penglihatan mereka tertutup.
- 5. Pada hari kiamat, mereka akan merugi.

Mereka kehilangan kenikmatan duniawi yang mereka kejar dengan mencurahkan tenaga dan menghabiskan umur. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apa pun selain penderitaan. Mereka tidak menyadari bahwa modal utama untuk hidup di dunia adalah umur. Jika modal itu tidak dipergunakan untuk keperluan yang utama, tentulah modal itu akan habis dengan percuma.

#### Kesimpulan

1. Orang-orang yang dalam hatinya tidak ada iman, tidak akan mencapai kebenaran hakiki karena ia menutup mata terhadap ayat-ayat Allah.

- 2. Orang yang menyatakan dirinya keluar dari Islam karena diancam dan dianiaya, tetapi hatinya tetap iman, maka dia tetap dipandang sebagai seorang muslim.
- 3. Hukuman Allah kepada orang yang murtad (keluar dari agama Islam) karena mengutamakan kehidupan duniawi ialah:
  - a. Mendapat murka Allah.
  - b. Mendapat siksaan yang pedih.
  - c. Tidak mendapat hidayah Allah.
  - d. Hati, pendengaran, dan penglihatan mereka tertutup.
  - e. Pada hari kiamat, mereka akan merugi.

#### BALASAN BAGI ORANG YANG BERJIHAD DAN BERSABAR

تُثَمَّانَّ رَبَكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُ وَ امِنَ ابَعْدِ مَا فُتِنُوْ اثَمَّ جَاهَدُ وَاوَصَبَرُ وَآ اِسَ رَبَك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُو رُرِّحِيْمٌ شَا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوفِي كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُمُ لِلاَيُظْلَمُ وَنَ شَ

#### Terjemah

(110) Kemudian Tuhanmu (pelindung) bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. (111) (Ingatlah) pada hari (ketika) setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi setiap orang diberi (balasan) penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, telah diterangkan tentang hukuman bagi orang yang murtad, baik di dunia maupun di akhirat, dan kebolehan mengaku kufur dalam keadaan terpaksa dengan syarat iman di hati tetap teguh. Dalam ayat-ayat berikut ini, dijelaskan bahwa agar tidak terjadi pemaksaan untuk menjadi kufur, Allah memperbolehkan seorang mukmin untuk hijrah dan berjihad. Kemudian dijelaskan juga balasan bagi orang-orang yang mengerjakan dua perbuatan tersebut dengan sabar di akhirat kelak.

#### Sabab Nuzul

Menurut riwayat, Ayyasi saudara sesusuan Abu Jahal, pemimpin Quraisy, beserta Abu Jandal bin Sahl, Salamah bin Hisyam dan Abdullah bin Salamah

Af-¤aqafi disiksa oleh kaum musyrikin sehingga mereka menuruti apa yang mereka kehendaki. Tetapi sesudah peristiwa itu mereka hijrah dan berjuang. Ayat ini turun berkaitan dengan kejadian ini

#### **Tafsir**

(110) Allah menerangkan keadaan kaum Muslimin di Mekah yang sangat tertekan, sehingga tidak berani memperlihatkan keislaman mereka. Bilamana kelihatan melakukan ibadah, mereka dipaksa dan disiksa agar kembali kepada agama nenek moyang mereka yaitu agama syirik seperti apa yang dialami 'Amm±r bin Y±sir, Khabb±b, dan lain-lain. Karena penghinaan dan ancaman penganiayaan itu, mereka lalu berpura-pura kembali kepada agama syirik.

Mereka mengikuti kemauan kaum Quraisy di bawah ancaman siksa. Ketika mendapatkan kesempatan hijrah meninggalkan kota Mekah, mereka pun pergi untuk hijrah. Dengan ikhlas mereka berpisah dengan sanak keluarga, harta benda, dan kampung halaman hanya karena mengharapkan rida Allah. Bermacam-macam penderitaan dan kesulitan yang mereka hadapi dalam hijrah itu, baik dalam perjalanan maupun begitu tiba di tempat yang dituju. Semua penderitaan dan kesulitan itu mereka hadapi dengan penuh kesabaran serta tawakal kepada Allah.

Tempat yang menjadi tujuan mereka adalah negeri Habasyah (Ethiopia) yang jaraknya sangat jauh dari Mekah. Jarak yang jauh itu mereka tempuh dengan jalan kaki. Ketika sampai di tempat tujuan, mereka harus berjuang lagi mempertahankan keimanan sambil berdakwah.

Sesudah mereka mengalami cobaan dan penderitaan itu, Allah mengampuni kesalahan yang mereka lakukan di bawah ancaman siksaan seperti mengucapkan kata-kata kufur kembali. Allah swt memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya dengan memberikan pahala yang besar bagi mereka pada hari akhirat kelak.

(111) Pada hari perhitungan, setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia, baik berupa kebajikan maupun kejahatan. Firman Allah swt:

(Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan (balasan) atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, (begitu juga balasan) atas kejahatan yang telah dia kerjakan. (2 li 'Imr±n/3: 30)

Tidak seorang pun pada hari itu yang dapat membela orang lain. Masingmasing memikul bebannya sendiri dan tidak akan memikul dosa orang lain. Firman Allah swt:

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (F±<sup>-</sup>ir/35: 18)

Semua perbuatan yang bersifat kebajikan ataupun kejahatan pada hari itu akan mendapat balasan dan tidak ada seorang pun yang dirugikan. Setiap orang sepenuhnya akan memperoleh balasan dari setiap perbuatannya. Yang berbuat kebajikan diberi pahala dengan sempurna atas amal kebajikannya, dan yang berbuat maksiat diberi hukuman dengan sempurna atas perbuatan maksiatnya. Firman Allah swt:

Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan). (al-Baqarah/2: 281)

#### Kesimpulan

- 1. Orang yang berjihad dan hijrah di jalan Allah akan mendapat pengampunan-Nya.
- Pada hari kiamat, setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri.

#### BALASAN BAGI ORANG KUFUR NIKMAT

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ الْمِنَةَ مُّطْمَيِنَةً يَّالْيَهُ ارِزُقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِانْعُمُ اللهِ فَاذَا قَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَاكَانُوْ اِيصْنَعُوْنَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْكُ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُوْنَ ﴿

Terjemah

(112) Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. (113) Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari (kalangan) mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim.

#### Kosakata:

#### (an-Na¥I/16: 112) رَغَدًا 1. Ragad±n

Kata yang terdiri dari ( ² - ż - ż ) menunjukkan arti kehidupan yang baik, layak, luas, yang tidak ada kesukaran sama sekali. Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia telah memberikan keberkahan satu negeri dengan kehidupan yang enak, layak, dan luas. Namun penduduk negeri tersebut lalai terhadap Allah dan tidak mensyukuri nikmat-Nya. Akibatnya Allah mengganti kenikmatan tersebut dengan petaka yang maha hebat dalam seluruh sendi kehidupannya.

Lib±s artinya pakaian. al-Jµ' artinya kelaparan. Al-Khauf artinya ketakutan. Ungkapan ini memberikan gambaran bahwa mereka yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah akan dihinggapi oleh kelaparan dan diliputi ketakutan sebagaimana pakaian yang melekat dan meliputi seseorang. Kebahagiaan seseorang yang hidup di dunia ini jika ada makanan untuk kesehariannya dan selamat dari segala rasa takut. Jika salah satunya tidak ada, maka seseorang tidak akan bahagia. Oleh karena itu, dalam surah Quraisy/106: 4, Allah menjelaskan bahwa anugerah-Nya yang agung kepada suku Quraisy dan juga lainnya adalah memberikan mereka makanan dan menghilangkan rasa takut.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, dijelaskan tentang balasan orang-orang yang sabar dalam berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan ampunan bagi mereka di akhirat. Pada ayat-ayat berikut ini, dijelaskan tentang keadaan orang-orang yang kufur nikmat serta hukuman dunia dan azab akhirat yang mereka terima.

#### Tafsir

(112) Dalam sejarah umat masa lampau, banyak contoh-contoh yang seharusnya menjadi pelajaran bagi umat manusia sesudahnya. Satu kaum yang tinggal pada suatu negeri, semula hidup bahagia lahir dan batin, aman, dan tenteram. Mereka terpelihara dari ancaman musuh dan jauh dari bencana kelaparan dan kesengsaraan. Allah melimpahkan rezeki kepada mereka, baik rezeki yang terdapat di negeri mereka sendiri, maupun rezeki yang datang dari luar. Semuanya itu membuat mereka hidup makmur dan damai. Namun demikian, segala nikmat Allah yang melimpah itu tidak mereka syukuri bahkan mereka menjadi kafir dan ingkar kepada-Nya. Hidup mereka tidak lagi terikat dengan norma susila dan keagamaan. Mereka mabuk dengan kekayaan dan kemewahan sehingga lupa tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, Allah menurunkan hukuman berupa

bencana kelaparan dan kecemasan yang meliputi kehidupan mereka. itulah balasan bagi mereka.

Firman Allah swt:

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Yaitu neraka Jahanam; mereka masuk ke dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. (lbr±h³m/14: 28-29)

Seharusnya mereka bersyukur atas segala nikmat yang besar itu, dan tidak berbuat sebaliknya. Karena kekafiran, Allah menukar suasana aman dan tenteram lagi penuh kemakmuran, menjadi suasana kelaparan dan ketakutan. Demikian juga keadaan kota Mekah dan penduduknya. Kota Mekah karena letaknya yang strategis, di tengah-tengah Jazirah Arab, telah menjadi kota lintas perdagangan antara bagian utara dan selatan. Tiga pasar yang termasyhur terdapat di sekitarnya, yaitu: Pasar Ukaz dekat Pasar Taif, Majannah dekat Mekah, dan <sup>a</sup>ulmajaz dekat Arafah. Pasar-pasar itu ramai dikunjungi pada bulan Zulkaidah dan Zulhijah oleh bangsa Arab dari segala kabilah. Di samping bulan-bulan itu untuk melakukan ibadah haji di Ka'bah, mereka mengadakan pula bermacam-macam kegiatan, seperti berdagang dan membaca syair-syair yang indah. Kota Mekah sejak sebelum Islam sudah merupakan kota yang ramai. Banyak orang yang berkunjung ke kota Mekah itu membawa rezeki dan kemakmuran. Al-Qur'an menceritakan letak kota Mekah yang berada di antara dua negeri yang besar yaitu Syam dan Yaman.

Firman Allah swt:

Sungguh, bagi kaum Saba' ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan), "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun." Tetapi mereka berpaling, maka Kami kirim kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi

(pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Asl dan sedikit pohon Sidr. (Sab±'/34: 15-16)

Bahwa kota Mekah itu negeri yang aman dan damai, dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya:

Dan mereka berkata, "Jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami." (Allah berfirman) Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (al-Qa¡a¡/28: 57)

(113) Di antara perbuatan mereka yang menunjukkan kufur nikmat ialah mendustakan dan memusuhi Rasul seperti diterangkan Allah dalam ayat ini. Pada waktu Rasul datang kepada mereka memberikan pengajaran dan bimbingan, mereka mendustakan dan memusuhinya, padahal mereka itu mengetahui asal-usul Rasul serta akhlak dan pergaulannya. Mereka memahami pula bahwa ajaran yang diajarkan oleh Rasul itu benar, tetapi karena didorong oleh kepentingan dan kebencian tanpa alasan, mereka menolak dan menentangnya. Menurut sunnah Allah, setiap umat yang telah kedatangan Rasul, tetapi mereka mendustakan dan memusuhinya, akan ditimpa azab.

Firman Allah swt:

... Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul. (al-Isr±'/17: 15)

Kaum musyrikin Mekah tidak pula terhindar dari siksa Allah akibat perbuatan mereka memusuhi Nabi Muhammad saw sebagaimana umat-umat dahulu. Mereka mengalami penderitaan dan kesengsaraan akibat kelaparan bertahun-tahun lamanya. Allah menurunkan hukuman kepada mereka karena permohonan Nabi Muhammad saw setelah beliau banyak menderita kesusahan. Doa Nabi saw:

Ya Allah turunkanlah dengan keras hukuman-Mu kepada kaum Mu«ar, (musyrikin Quraisy) dan jadikanlah hukuman atas mereka itu bertahun-tahun seperti tahun kelaparan pada zaman Nabi Yusuf as. (Riwayat al-Bukh±r³ dari Ibnu Masʻµd)

Setahun lamanya kaum musyrikin Mekah menderita kelaparan yang menghabiskan kekayaan mereka, sehingga mereka terpaksa makan kulit unta, anjing, bangkai, dan tulang yang dibakar. Sebelumnya, mereka selalu memperoleh rezeki dan makanan melimpah ruah yang datang dari segala penjuru. Akan tetapi, semuanya telah berubah sehingga mereka harus hidup dalam kekurangan. Demikian pula kehidupan mereka yang semula aman dan tenteram berubah menjadi permusuhan dan ketakutan pada Rasul saw dan sahabat-sahabatnya. Ketakutan ini timbul sesudah Rasul dan sahabat hijrah ke Medinah. Mereka merasa cemas akan kekuatan pasukan Islam, yang pada suatu waktu dapat menyergap kabilah-kabilah dagang atau hewan ternak mereka. Begitulah azab Allah yang diturunkan kepada mereka, yaitu kelaparan dan ketakutan yang meliputi kehidupan mereka disebabkan kekufuran kepada nikmat Allah. Mereka adalah orang-orang zalim, berbuat aniaya, dan tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Muhammad saw beserta sahabat-sahabat dan pengikutnya mengalami perubahan kehidupan. Mereka dulunya dalam ketakutan berubah menjadi tenteram dan damai, dan dari kesusahan berubah menjadi makmur dan bahagia. Mereka pada akhirnya menjadi pemimpin umat manusia dan penguasa di dunia.

#### Kesimpulan

- 1. Kufur nikmat menyebabkan hilangnya nikmat dan pelakunya akan ditimpa azab.
- Mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi menyebabkan bencana dan azab.

#### MAKANAN HALAL DAN HARAM

فَكُلُوْامِمَّارَزَقَكُواللهُ حَلَا طَيِبًا قَاشَكُوُوانِعُمَّ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ اللهُ وَلَا مُعَارُفُكُو اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ وَلَا تَعْوَلُوا لِعَايَمِ اللهِ بِهَ فَمَنِ اضْطُرَ عَيْرَ اللهِ بِهَ فَمَنِ اضْطُرَ عَيْرَ اللهِ بِهَ فَمَنِ اضْطُرَ عَيْرَ اللهِ اللهُ عَنْ وَلَا تَعْوَلُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُ كُمُ عَيْرَ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ وَلَا تَعْوَلُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُ كُمُ اللهُ الل

Terjemah

(114) Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (115) Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, (116) Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. (117) (Itu adalah) kesenangan yang sedikit; dan mereka akan mendapat azab yang pedih. (118) Dan terhadap orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dahulu kepadamu (Muhammad). Kami tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. (119) Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

(an-Na¥I/16: 119) بحَهَالَة (an-Na¥I/16: 119)

Ungkapan ini terdiri dari dua kata, yaitu bi dan jah±lah. Bi artinya dengan, dan jah±lah yang terambil dari kata jahl maknanya kebodohan. Yang dimaksud dengan kebodohan pada ayat ini bukan merupakan antonim (lawan kata) dari pengetahuan, karena kalau pelaku perbuatan tidak tahu tentang terlarangnya hal tersebut, maka ia tidak berdosa. Kebodohan pada ayat ini maksudnya adalah kecerobohan, yaitu bahwa yang bersangkutan mestinya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah terlarang, atau yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk mengetahui, atau memiliki informasi menyangkut keharamannya, namun ia tetap melakukannya karena dorongan nafsu. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa penyebutan jah±lah pada ayat ini untuk mengisyaratkan bahwa kebanyakan dosa lahir sebagai akibat dorongan nafsu dan kelalaian dalam memikirkan akibat-akibat buruknya.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan hal ihwal orang-orang kafir yang mengingkari nikmat Allah, mendustakan Rasul-Nya, dan menerangkan azab yang ditimpakan kepada mereka seperti kelaparan dan ketakutan disebabkan kezaliman mereka. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang halal, supaya mereka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada mereka, menjauhi makanan yang diharamkan, dan tidak mengharamkan yang halal.

#### Tafsir

(114) Dalam ayat ini, Allah menyuruh kaum Muslimin untuk memakan makanan yang halal dan baik dari rezeki yang diberikan Allah swt kepada mereka, baik makanan itu berasal dari binatang maupun tanaman. Makanan yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan diminum. Makanan yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum oleh kesehatan, termasuk di dalamnya makanan yang bergizi, enak, dan sehat. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dimakan dan diminum. Makanan yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan sangat banyak, dan pada dasarnya boleh dimakan dan diminum.

Firman Allah swt:

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu (al-Baqarah/2: 172)

Firman Allah swt:

## يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَمُمُ تَّقُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبْتُ وَمَاعَلَمْتُمْ مِّنَ الْجَوَادِجِ مُكَلِّيِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ اللهُ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. (al-M±'idah/5: 4)

Makanan dan minuman yang baik-baik tidak haram dimakan, kecuali bilamana Allah swt atau rasul-Nya mengharamkannya.

Firman Allah swt:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-M±'idah/5: 87)

Makanan yang tersebar di muka bumi dari jenis hewan dan tanaman merupakan nikmat Allah swt yang besar. Manusia seharusnya mensyukurinya dengan jalan mengucapkan "Alhamdulillah" dan memanfaatkannya sesuai petunjuk Allah dan rasul-Nya, seperti memakan atau memperjual-belikannya. Nabi saw bersabda:

Sesungguhnya Allah benar-benar senang terhadap hamba yang mengucapkan "Alhamdulillah". (Riwayat a<sup>-</sup>-° abr±n³ dari al-Aswad bin Sar³')

Termasuk dalam arti bersyukur ialah memelihara dan mengembangkan sumber-sumber bahan makanan agar jangan sampai punah dari permukaan bumi dan untuk memenuhi kebutuhan gizi makanan umat manusia. Dalam memelihara dan mengembangkan hewan atau tanaman itu, kaum Muslimin hendaknya tunduk kepada hukum-hukum Allah yang berlaku, umpamanya tentang ketentuan zakat dan fungsi sosialnya.

Mensyukuri nikmat Allah berarti mengucapkan kalimat syukur ketika memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkannya berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah, karena Dialah yang memberi anugerah dan kenikmatan itu.

Tiap orang mukmin hendaklah menaati ketentuan-ketentuan dan perintah Allah, serta menjauhi larangan-Nya jika benar-benar beriman kepada-Nya.

(115) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan makanan yang diharamkan bagi orang-orang Islam. Makanan yang diharamkan dalam ayat ini ialah bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih atas nama berhala atau lainnya selain nama Allah. Pengharaman terhadap makanan tersebut sematamata hak dan kebijaksanaan Allah swt dalam membimbing hamba-hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah:

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (al-M±'idah/5: 1)

Di antara hikmah atau maksud pelarangan terhadap makanan itu ada yang dapat dijangkau oleh akal (ta'aqqul³), ada pula yang tidak terjangkau oleh akal (ta'abbud³). Bagi setiap orang Islam wajib menaati larangan Allah dengan ikhlas dan penuh keimanan.

Bangkai ialah hewan yang mati wajar oleh sebab alamiah, atau mati karena tidak disembelih menurut aturan Islam. Termasuk dalam pengertian bangkai di sini ialah binatang yang mati tercekik, mati terjepit (terpukul), mati terjatuh, ditanduk, dan dimakan oleh binatang buas.

Firman Allah swt:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. (al-M±'idah/5: 3)

Semua bangkai haram dimakan kecuali bangkai ikan, sebagaimana firman Allah swt:

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. (al-M±'idah/5: 96)

Darah yang diharamkan ialah darah yang mengalir atau darah yang dibekukan (marus). Hati dan ginjal tidak dipandang darah yang haram dimakan. Hadis Nabi saw:

Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan darah. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang, dan dua darah itu adalah hati dan limpa. (Riwayat A¥mad dan Ibnu M±jah dari Ibnu 'Umar)

Termasuk dalam pengertian daging babi ialah lemak, tulang dan seluruh bagian-bagiannya serta semua produk yang dibuat dari unsur babi dan turunannya. Babi tergolong binatang ternak yang paling kotor cara hidup dan makannya. Dagingnya mengandung bibit cacing pita yang banyak menimbulkan penyakit pada tubuh manusia.

Allah mengharamkan binatang yang disembelih yang dengan sengaja menyebut nama selain Allah, seperti nama patung, jin, dewa, wali, dan sebagainya. Pelarangan itu bertujuan untuk mencegah hal-hal yang cenderung kepada syirik.

An-Nawawi dalam kitab *Syara¥ Muslim* mengatakan bahwa jika maksud penyembelih menyebut nama selain Allah itu untuk membesarkan nama tersebut dan meniatkannya sebagai ibadah kepadanya, maka perbuatan itu dipandang syirik. Jika penyembelih bersikap demikian, dapat dinilai keluar dari agama (murtad). Demikian penjelasan an-Nawawi ketika memberikan uraian pada Hadis Nabi saw:

Allah mengutuk orang-orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. (Riwayat Muslim dari Ali bin Ab³ ° ±lib)

Agama Islam adalah agama yang selalu memberi kelapangan kepada penganutnya. Tidak ada dalam Islam hal-hal yang menyusahkan dan mempersulit keadaan. Oleh karena itu, segala makanan yang diharamkan boleh dimakan bilamana seseorang berada dalam keadaan terpaksa atau darurat. Misalnya, seorang pemburu di tengah hutan dalam keadaan perut kosong jika dibiarkan dapat membinasakan dirinya sedang makanan lainnya tidak ada, dia diizinkan memakan makanan yang haram untuk mengatasi keadaannya, dengan syarat tidak didorong oleh keinginan untuk memakan makanan yang haram itu sendiri. Jika dia memakan makanan itu melebihi apa yang diperlukan, tidak dibenarkan. Sebab, hal itu dapat menimbulkan kesulitan baru bertalian dengan makanan yang mengandung penyakit itu. Sesungguhnya Allah swt mengampuni apa yang diperbuat hamba-Nya sewaktu dalam kesulitan, dan mengasihi mereka dengan memberi kelonggaran dalam kehidupan mereka di dunia.

(116) Dalam ayat ini, Allah swt melarang kaum Muslimin mengharamkan atau menghalalkan makanan menurut selera dan hawa nafsu mereka, sebagaimana orang-orang musyrik. Mereka mempunyai kebiasaan mengharamkan atau menghalalkan binatang semata-mata didasarkan nama istilah yang mereka tetapkan sendiri untuk binatang itu, misalnya:  $ba * ^3rah$ ,  $s * ^ibah$ ,  $wa * ^3lah$ , dan  $* * ^4m$ , sebagaimana firman Allah swt:

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya ba $^3$ rah, s $^3$ lah, wa $^3$ lah, dan  $^3$ tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. (al-M $^3$ tidah/5: 103)

Dalam menetapkan kehalalan atau keharaman suatu makanan atau minuman harus didasarkan pada dalil syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Penetapan hukum tanpa dalil-dalil syara' tidak dibenarkan. Hal tersebut termasuk perbuatan yang mengada-ada dan melakukan kebohongan kepada Allah.

Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang ucapan kaum musyrikin mengenai ketentuan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. Firman Allah swt:

Dan mereka berkata (pula), "Apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami." (al-An'±m/6: 139)

Karena berakibat sangat buruk terhadap kehidupan beragama, maka Allah memberikan ancaman yang keras kepada mereka yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Allah menegaskan bahwa mereka yang berbuat demikian tidak akan mencapai keberhasilan dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, mereka yang suka membuat-buat hukum tanpa dalil yang benar akan dikecam dan ditinggalkan oleh masyarakat. Kebohongan mereka akan diketahui oleh masyarakat dan mereka akan menjadi sasaran ejekan dan penghinaan.

Dalam *Tafsir Ibnu Ka£³r* diungkapkan bahwa termasuk dalam pengertian ayat ini ialah setiap orang yang menciptakan *bid'ah* (urusan agama) yang tidak punya landasan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah semata-mata berdasarkan pikiran dan seleranya sendiri.

(117) Allah menegaskan lagi bahwa mereka yang mengada-adakan ketentuan dan hukum yang sama sekali tidak ada dasarnya dari kitab Allah dan rasul-Nya, tapi semata-mata dari hawa nafsu, pasti tidak akan

memperoleh keberhasilan dunia dan akhirat. Jika ada keuntungan dari kelakuan itu, maka keuntungannya sangatlah sedikit dibandingkan dengan kerugian dan bahaya yang diakibatkan dari perbuatan itu.

Dalam sejarah banyak peristiwa menyedihkan terjadi akibat pendapat-pendapat keagamaan yang tidak bersumber dari kitab suci. Pendapat itu kadang-kadang diadakan hanyalah untuk memenuhi keinginan dan kepentingan penguasa yang menjadikan agama sebagai alat memperkuat kekuasaan dan penguat hawa nafsunya. Yang halal diharamkan dan yang haram dihalalkan oleh orang yang hendak memperoleh keuntungan duniawi. Mereka lupa bahwa kesenangan duniawi itu sedikit dan terbatas pada umur mereka yang pendek. Tetapi di dalam kehidupan akhirat yang abadi, mereka akan menerima azab dari Allah disebabkan kelancangan lidah mereka ketika berbohong kepada Allah. Mereka telah melakukan tindak kejahatan, yang mengotori jiwa sendiri dengan dosa dan dusta terhadap Tuhan. Bahkan orang lain ikut jatuh ke dalam dosa dan kesalahan disebabkan fatwanya yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu. Dosa akan menumpuk ke pundak mereka karena menginginkan keuntungan dunia yang kecil.

(118) Dalam ayat ini, Allah swt mengingatkan kembali apa yang diharamkan kepada orang Yahudi. Hal-hal yang halal dan haram dalam agama Yahudi sebenarnya tidak sama dengan apa yang diharamkan atau dihalalkan oleh kaum musyrik. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan halal dan haram oleh kaum musyrik terhadap hewan ternak mereka tidak bersumber dari syariat agama-agama terdahulu. Beberapa makanan telah diharamkan Allah kepada orang Yahudi, seperti yang diterangkan dalam firman Allah:

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوَّا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُوَّ مَهُمَّ الْإِلْمَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَّ آوِالْحَوَاكَ آوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذُلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ

Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua (hewan) yang berkuku, dan Kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Dan sungguh, Kami Mahabenar. (al-An'±m/6: 146)

Allah mengharamkan daging dan lemak binatang ternak khusus kepada orang Yahudi sebagai hukuman atas perbuatan mereka yang aniaya seperti membunuh nabi-nabi, memakan riba, dan memperoleh harta dengan cara yang haram.

Firman Allah swt:

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. (an-Nis±'/4: 160)

Dari ayat ini, dapat dipahami perbedaan yang jelas antara alasan Allah mengharamkan beberapa jenis makanan kepada orang Yahudi dengan alasan yang diberlakukan kepada orang Islam. Kepada orang Islam, Allah swt tidak mengharamkan makanan-makanan kecuali karena pada makanan itu terdapat suatu kemudaratan yang bisa mencelakakan dirinya. Sedangkan kepada orang Yahudi, Allah mengharamkan makanan yang baik-baik itu sebagai hukuman bagi mereka.

Maka tidaklah benar pendapat yang mengatakan bahwa Bani Israil sendiri yang mengharamkan makanan itu kepada diri mereka. Semua makanan, sebelum Taurat diturunkan kepada mereka, adalah halal, kecuali makanan yang diharamkan sendiri oleh Nabi Yakub (Israil) untuk dirinya. Menurut riwayat, makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub itu ialah daging dan susu unta. Beliau berbuat demikian untuk mengekang nafsu dalam usaha membersihkan jiwa dan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Firman Allah swt:

Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Yakub) atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. (2 li 'Imr±n/3: 93)

Adapun makanan seperti daging binatang berkuku, lemak sapi, dan kambing, diharamkan kepada seluruh Bani Israil pada waktu Taurat sudah diturunkan sebagai hukuman kepada mereka.

(119) Kemudian Allah menjelaskan kebesaran rahmat dan kasih sayang kepada hamba-Nya dengan memberi pengampunan bagi yang melakukan kejahatan pada umumnya, baik kejahatan berbuat nista kepada Allah maupun tindakan kejahatan dan maksiat lainnya. Akan tetapi, Allah swt mengaitkan beberapa ketentuan untuk memperoleh kasih dan pengampunan-Nya itu, seperti:

Pertama: Orang yang melakukan kejahatan karena kejahilan atau ketidaktahuannya terhadap hukum-hukum agama. Dia tidak tahu bahwa yang dilakukannya itu menyalahi perintah agama di samping memberi kemudaratan bagi dirinya sendiri.

Kedua: Timbul dalam dirinya rasa penyesalan yang mendalam sesudah melakukan kejahatan lalu mengucapkan istigfar dan segera bertobat kepada Allah swt. Tobat tidak boleh ditunda-tunda sesudah dia menyadari kesalahannya, karena hal demikian merusak iman dan jiwanya.

Firman Allah swt:

Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya (pantas) bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nis±'/4: 17)

Ketiga: Melakukan amal saleh dan menjauhi larangan Allah sebagai bukti dari penyesalannya. Dengan niat yang kuat dan hati yang tegar berjanji tidak lagi mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan serta bertekad untuk taat kepada Allah swt.

Firman Allah swt:

Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. (al-Furq±n/25: 71)

#### Kesimpulan

- 1. Semua binatang yang halal dimakan pasti bermanfaat bagi manusia.
- 2. Allah memerintahkan manusia mensyukuri nikmat-Nya dengan cara mengucapkan kalimat syukur dan memanfaatkan nikmat itu sesuai ketentuan-Nya.
- 3. Termasuk mensyukuri nikmat Allah yang berupa makanan ialah mengembangbiakkan binatang ternak dan melipatgandakan produksi bahan makanan dengan peternakan, pertanian, dan perkebunan.
- 4. Allah swt mengharamkan beberapa jenis binatang adalah untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani manusia.
- 5. Diizinkan memakan makanan dan minuman yang diharamkan dalam keadaan terpaksa dengan tidak melebihi batas yang diperlukan.
- Kaum Muslimin tidak dibenarkan untuk menetapkan hukum tentang makanan dan lainnya, hanya karena pertimbangan pribadi, tanpa dalil yang benar dari Kitabullah dan sunah Rasul.
- 7. Allah swt mengharamkan beberapa jenis makanan kepada orang Yahudi sebagai hukuman atas kezaliman mereka.

8. Allah mengampuni dosa seseorang jika tidak tahu ( $j\pm hil$ ) lalu bertobat dan beramal saleh.

#### NABI IBRAHIM MANUSIA TELADAN

اِنَّ اِبَرُهِ فِي مَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلْهِ حِنيَفًا وَلَمْ يَكُمِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِكُولُولُولُكُولُولُولُكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

Terjemah

(120) Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam (yang dapat dijadikan teladan), patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik (yang mempersekutukan Allah), (121) dia mensyukuri nikmatnikmat-Nya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. (122) Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. (123) Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik." (124) Sesungguhnya (menghormati) hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang (Yahudi) yang memperselisihkan-nya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari Kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.

(an-Na¥I/16: 120) قَانتًا Kosakata: *Q±nit±n* 

*Q±nitan* terambil dari kata kerja *qanata-yaqnutu*, yang artinya taat, rendah hati terhadap Allah. Dengan demikian, *q±nitan* (sebagai ma¡dar/kata benda) dapat diartikan sebagai orang yang taat, yang rendah hati terhadap Allah atau yang tawaduk. Pada ayat ini, kata *q±nitan* dikaitkan dengan seorang tokoh yang dikenal sangat taat kepada Allah dan selalu melaksana-kan perintah dan ajaran-ajaran Allah, yaitu Ibrahim. Dalam ayat-ayat lain, kata ini juga selalu dikaitkan dengan hamba-hamba Allah yang selalu taat dan saleh.

#### Munasabah

Ayat-ayat yang lalu menjelaskan kebiasaan orang musyrikin menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dijelaskan pula makanan yang dihalalkan dan diharamkan bagi kaum Muslimin dan umat Yahudi. Ayat-ayat berikut ini mengemukakan cerita Nabi Ibrahim a.s., leluhur kaum musyrikin Arab yang sangat mereka muliakan dan oleh orang-orang Yahudi diakui sebagai bapak dari para nabi. Nabi Ibrahim dalam ayat ini dijelaskan sebagai imam yang taat kepada Allah dan selalu mengesakan-Nya, serta suka bersyukur atas nikmat-Nya.

#### Tafsir

(120-122) Dalam ayat ini, Allah swt memuji hamba-Nya, Ibrahim a.s., sebagai rasul dan *khal³l*-Nya. Beliau adalah imam kaum *¦ unaf±* atau pemimpin dari orang yang menyukai kebenaran dan bapak dari para nabi. Allah swt menyatakan dalam ayat ini *ummah* yang berarti pemimpin yang menjadi teladan. Menurut 'Abdull±h bin Mas'µd, *ummah* berarti guru kebijaksanaan. Sedangkan menurut Ibnu Umar, *ummah* berarti yang mengajar manusia tentang agama mereka.

Gelar demikian menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki beberapa sifat yang mulia. Menurut ayat ini, sifat beliau sebagai berikut:

- Dialah sebenarnya satu-satunya Imam. Ibnu 'Abb±s r.a. berkata, "Sesungguhnya beliau memiliki kebajikan sama dengan kebajikan yang dimiliki satu umat." Dia pemimpin dari orang-orang yang mengesakan Tuhan. Dia yang menghancurkan patung-patung, menentang orangorang kafir, dan mencari hakikat Allah Sang Pencipta melalui ayat-ayat-Nya di cakrawala.
- 2. Dia adalah seorang yang patuh dan tunduk kepada Allah serta melaksanakan segala perintah dan menjauhkan diri dari larangan-Nya.
- 3. Dia adalah orang yang jauh dari kebatilan, selalu mengikuti kebenaran, dan tidak menyimpang dari kebenaran itu.
- 4. Dia tidak mengikuti agama kaumnya yang syirik, tetapi seorang yang mengesakan Allah sejak kecil sampai tuanya. Dialah orang yang berani berkata lantang di muka raja yang beragama syirik, sebagaimana diceritakan Allah dalam Al-Qur'an:

Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan. (al-Baqarah/2: 258)

Dia pula yang menyatakan bahwa penyembahan patung dan bintang adalah keliru dengan kata-katanya yang dikutip dalam Al-Qur'an:



Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." (al-An'±m/6: 76)

Dengan penjelasan pribadi Nabi Ibrahim yang demikian, kaum musyrik Quraisy terdesak karena menyatakan bahwa mereka menganut agama Nabi Ibrahim, padahal kenyataannya, ibadah mereka jauh dari yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Demikian pula orang Yahudi dan Nasrani yang memuliakan Nabi Ibrahim, ternyata mereka banyak menyimpang dari ajaran tauhid.

Penjelasan Allah tentang Ibrahim mengungkap kebatilan dan kekeliruan kepercayaan mereka.

Firman Allah swt:

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. (2 li 'Imr±n/3: 67)

5. Nabi Ibrahim a.s. adalah seorang yang mensyukuri nikmat Allah swt yang dianugerahkan kepadanya, sebagaimana dijelaskan pula dalam firman Allah:

Dan (lembaran-lembaran) Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? (an-Najm/53: 37)

Maksudnya bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang selalu melaksanakan segala perintah Allah. Keterangan Allah tentang sifat ini merupakan sindiran yang tajam kepada orang Quraisy karena mereka mengingkari nikmat Allah, sehingga mereka diazab dengan kelaparan dan ketakutan.

6. Dia sesungguhnya adalah pilihan Allah swt untuk kenabian, sebagaimana firman-Nya:

Dan sungguh, sebelum dia (Musa dan Harun) telah Kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan Kami telah mengetahui dia. (al-Anbiy±'/21: 51)

7. Bahwasanya Allah swt membimbing Ibrahim ke jalan yang lurus, yaitu menyembah hanya kepada-Nya, tiada patut disembah kecuali Dia, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Selanjutnya Ibrahim memberi pengajaran

kepada manusia ke jalan tauhid dan mengajak manusia kepada agama Allah.

Firman Allah swt:

Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu (yang tinggi). Sungguh, Kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan) akhlak yang tinggi kepadanya yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sungguh, di sisi Kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. (a¡-¢±d/38: 45- 47)

8. Ibrahim dijadikan Allah sebagai nabi kesayangan umat manusia dan diakui oleh semua penganut agama besar di dunia. Orang Yahudi, Nasrani, dan Islam mengakui kenabian Ibrahim a.s. Bahkan orang-orang kafir Quraisy sangat membanggakan doa Nabi Ibrahim agar menjadi kesayangan manusia di kemudian hari. Firman Allah swt:

## رَبِّ هَبْ لِيُ حُكُمًا وَالْحِقْنِيُ بِالصَّلِحِيْثُ (٣) وَاجْعَلْ لِيُ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْلْحِرِيْنَ (١٠)

(Ibrahim berdoa), "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian. (asy-Syu'ar±'/26: 83-84)

9. Bahwasanya dia di akhirat dimasukkan ke dalam barisan orang-orang saleh dan menempati derajat yang tinggi dalam surga, sesuai dengan permohonannya sendiri.

Demikian beberapa sifat yang sempurna dari pribadi Nabi Ibrahim. Secara singkat dapat dikatakan bahwa beliau mempunyai sifat kepemimpinan, seorang yang patuh (disiplin), berakhlak mulia (moralis), teguh (konsekwen) dalam kebenaran, seorang muwa¥¥id (monoteis) yang bersih, suka bersyukur dan tahu berterima kasih, seorang guru, dan punya nama yang harum dan masyhur di tengah-tengah umat manusia, dan termasuk orang-orang yang saleh.

Selain sifat-sifat umum seperti tersebut di atas, masih ada sifat Nabi Ibrahim yang sangat menonjol, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, yaitu:

- 1. Orang yang berhasil menemukan keesaan Allah setelah proses pencarian yang panjang melalui tanda-tanda kekuasaan Allah di cakrawala. Oleh karena itu, beliau digelari dengan Bapak Tauhid (Monoteisme).
- 2. Orang yang sangat gigih dan ulet dalam menegakkan ketauhidan dan menghancurkan kemusyrikan, tanpa mengenal lelah dan putus asa.
- 3. Orang yang sangat pasrah dan menyerahkan diri kepada Allah swt. Sebagai contoh kepasrahannya yang sempurna kepada Allah swt ialah pada waktu dia menerima perintah untuk mengurbankan putranya, Ismail as, sedikit pun dia tidak ragu melaksanakannya.

(123) Dalam ayat ini ditegaskan hubungan yang erat antara agama Nabi Ibrahim dan agama yang dibawa Nabi Muhammad saw. Firman Allah swt:

Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia (Ibrahim) tidak termasuk orang-orang musyrik." (al-An'±m/6: 161)

Di antara syariat Nabi Ibrahim yang masih berlaku pada masa Nabi Muhammad saw ialah pelaksanaan khitan. Beberapa ulama menetapkan hukum wajib khitan karena syariat khitan ini tidak dihapus oleh syariat Nabi Muhammad saw.

Firman Allah swt:

وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهٌ هُوَاجْتَلِكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ آبِيْكُمُ ابْرُهِيْمَ هُوَسَمِّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ فَي قَبْلُ وَفِي هٰذَالِيكُوْنَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُو وَتَكُوْنُوا شُهَكَا أَءَ عَلَى النَّاسِ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُومَوْل كُوْ فَنِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (al-|ajj/22: 78)

Berulang kali pula dalam Al-Qur'an, Allah swt menegaskan bahwa Ibrahim itu bukanlah orang musyrik sebagaimana halnya orang musyrikin Quraisy yang mengakui diri mereka pengikut dan keturunan Nabi Ibrahim.

(124) Dalam ayat ini, Allah swt mengecam orang Yahudi karena mereka berselisih tentang kedudukan hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari jatuhnya murka Allah kepada sebagian Bani Israil karena kedurhakaan mereka melanggar kewajiban pada hari itu, seperti diterangkan Allah swt:

## وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَالَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِبِيْنَ

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu Kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina!" (al-Baqarah/2: 65)

Allah swt mewajibkan kepada Bani Israil untuk melaksanakan ibadah pada hari Sabtu serta melarang mereka dan hewan-hewan mereka melakukan pekerjaan lain. Akan tetapi, sebagian mereka tidak menaati larangan Allah dan mencari-cari jalan untuk membenarkan perbuatan mereka pada hari itu. Karena mereka menghalalkan yang haram, jatuhlah azab Tuhan dengan mengubah mereka menjadi seperti kera.

Ketetapan hari Sabtu sebagai hari mulia dan untuk ibadah bukanlah warisan dari syariat Nabi Ibrahim, tetapi ketentuan syariat Nabi Musa, sebagaimana hari Ahad bagi syariat Nabi Isa dan hari Jumat bagi syariat Nabi Muhammad saw.

أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُّعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ وَ كَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْاللهُ عَنِ الْجُمُّعَةِ مَنْ كَانَ اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُّعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُّعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ الْأَحَدِ فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُّعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُّعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ تَبَعْ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئق. (رواه مسلم عن أبي هريرة وحذيفة)

Allah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat, maka untuk orang Yahudi hari Sabtu dan untuk orang Nasrani hari Ahad, maka datanglah Allah kepada kita yang diberi-Nya kita petunjuk untuk hari Jumat lalu Allah menjadikan hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Dan demikianlah mereka menjadi pengikut kita pada hari kiamat. Kitalah orang yang terakhir dari penghuni dunia tapi orang pertama pada hari kiamat dan diadili di antara mereka sebelum makhluk-makhluk lain diadili. (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan ¦u®aifah)

Keterangan hari-hari mulia itu tidak merupakan masalah pokok dari syariat yang diturunkan Allah kepada para nabi, tetapi termasuk masalah furµ'iyah (cabang). Masing-masing mereka mempunyai ketentuan sendiri.

Nabi Muhammad saw tidaklah diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa a.s., tetapi beliau diperintahkan mengikuti Nabi Ibrahim a.s.

Perselisihan di antara golongan dalam agama Yahudi tidak dapat diselesaikan antara mereka sendiri, karena sudah mengakar dan meluas. Hanya Allah swt yang menentukan keputusan di antara mereka pada hari kiamat kelak, tentang masalah-masalah yang mereka perselisihkan.

#### Kesimpulan

- 1. Nabi Ibrahim, yang diakui sebagai leluhur dan kebanggaan orang-orang musyrik Arab, sesungguhnya menganut agama tauhid dan selalu menegakkannya.
- 2. Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin teladan yang memiliki sifat-sifat dan kepribadian yang paripurna.
- 3. Ketokohan Ibrahim sebagai nabi dan imam diakui oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik Arab.
- 4. Nabi Muhammad saw diperintahkan Allah swt untuk mengikuti pokokpokok syariat Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid sebagai peringatan dan sindiran bagi kaum musyrik Arab, Yahudi, dan Nasrani agar kembali kepada agama tauhid yakni agama leluhur mereka sendiri.
- Pokok syariat yang diturunkan Allah swt kepada para nabi adalah sama yakni tauhid, beriman pada Allah Yang Maha Esa, adanya hari pembalasan, surga, dan neraka. Pokok-pokok syariat ini tidak berubahubah.
- 6. Ketentuan hari mulia untuk beribadah, seperti hari Sabtu bagi orang Yahudi, hari Ahad untuk orang Nasrani, bukanlah masalah pokok dalam syariat yang diturunkan oleh Allah swt kepada para nabi, tetapi termasuk masalah cabang, dan sesuai dengan keadaan dan masa.
- Perselisihan orang Yahudi tentang hari Sabtu adalah bukti bahwa mereka itu tidak mensyukuri nikmat Allah, sehingga mereka ditimpa azab yang pedih.

#### PRINSIP-PRINSIP DAKWAH

أَنْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمُ اَ وَالْمُوعِظَ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْبَيْ هِي الْحُسَنَةَ إِنَّرُبَّكَ هُواعْكُمُ بِمَنْ صَبَرْتَ مَنْ صَبِيْلِهِ وَهُواعْكُمُ بِالْمُهُ تَدِيْنَ ﴿ وَإِنْ مَا عُوْجَدِيْ عَا قَبْتُ مُ فَعَا قِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُ مُربِّ أَوْلِينَ صَبَرْتُ مُ لَهُ وَحَدِيْ عَا قَبْتُ مُ فَعَا قِبْوَ الْمِعْلِ مَا عُوقِ الْمَعْمَ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَلَا تَكُوفَى مَا مَنْ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهِ وَلَا تَكُوفِي مَنْ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ الّذِيْنَ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ اللّهُ مُعَالَمُ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ الْمُؤْنِ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَالِهُ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَالِهُ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَالِمُ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعَالِهُ اللّهُ مَعَالِيْ اللّهُ مَعَالِهُ اللّهُ مَعَالِهُ اللّهُ مَعَالَهُ اللّهُ مَعَالِمُ اللّهُ مَعَالَةً اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مَعَالِمُ اللّهُ مَعَالِهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَعَالِمُ اللّهُ مَعَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَعَالِمُ اللّهُ مَعَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلَقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

#### Terjemah

(125) Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (126) Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. (127) Dan bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan jangan (pula) bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. (128) Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.

### (an-Na¥I/16: 125) جَادلْهُمْ

J±dilhum terambil dari kata j±dala-yuj±dilu yang artinya diskusi atau memberi bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra bicara dan menjadikannya tidak dapat tetap bertahan dengan pendapatnya. J±dilhum merupakan kata kerja perintah yang dirangkai dengan obyek (maf'µl) hum yang artinya mereka. Dengan demikian, kata ini dapat diartikan sebagai suatu perintah untuk berdiskusi dengan mitra bicara yang mengemukakan pendapat yang dinilai tidak tepat, dan dalam diskusi itu hendaknya dikemukakan alasan-alasan yang logis sehingga dapat mematahkan argumen lawan bicara, baik hal itu dapat diterima oleh semua orang ataupun hanya diterima oleh mitra bicara saja. Kata ini juga mengandung pengertian bahwa umat Islam hendaknya menguasai metode berdiskusi yang baik.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan tentang Nabi Ibrahim a.s. sebagai pemimpin yang memiliki sifat-sifat mulia, penganut agama tauhid, dan penegak ketauhidan. Allah swt juga menjelaskan perintahnya kepada Nabi Muhammad saw agar mengikuti agama Ibrahim a.s. dengan perantaraan wahyu-Nya. Dalam ayat-ayat ini, Allah swt memberikan tuntunan kepada Nabi untuk mengajak manusia kepada agama tauhid, agama Nabi Ibrahim, yang pribadinya diakui oleh penduduk Jazirah Arab, Yahudi dan Nasrani.

#### **Tafsir**

(125) Dalam ayat ini, Allah swt memberikan pedoman kepada Rasul-Nya tentang cara mengajak manusia (dakwah) ke jalan Allah. Jalan Allah di sini maksudnya ialah agama Allah yakni syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Allah swt meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah.

Pertama, Allah swt menjelaskan kepada Rasul-Nya bahwa sesungguhnya dakwah ini adalah dakwah untuk agama Allah sebagai jalan menuju rida-Nya, bukan dakwah untuk pribadi dai (yang berdakwah) ataupun untuk golongan dan kaumnya. Rasul saw diperintahkan untuk membawa manusia ke jalan Allah dan untuk agama Allah semata.

*Kedua*, Allah swt menjelaskan kepada Rasul saw agar berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu mengandung beberapa arti:

- a. Pengetahuan tentang rahasia dan faedah segala sesuatu. Dengan pengetahuan itu sesuatu dapat diyakini keberadaannya.
- Perkataan yang tepat dan benar yang menjadi dalil (argumen) untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil atau syubhat (meragukan).
- c. Mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, paham agama, takut kepada Allah, serta benar perkataan dan perbuatan.

Arti hikmah yang paling mendekati kebenaran ialah arti pertama yaitu pengetahuan tentang rahasia dan faedah sesuatu, yakni pengetahuan itu memberi manfaat.

Dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan rahasia, faedah, dan maksud dari wahyu Ilahi, dengan cara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, agar mudah dipahami umat.

*Ketiga,* Allah swt menjelaskan kepada Rasul agar dakwah itu dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan, sehingga dapat diterima dengan baik.

Tidak patut jika pengajaran dan pengajian selalu menimbulkan rasa gelisah, cemas, dan ketakutan dalam jiwa manusia. Orang yang melakukan perbuatan dosa karena kebodohan atau ketidaktahuan, tidak wajar jika

kesalahannya itu dipaparkan secara terbuka di hadapan orang lain sehingga menyakitkan hati.

Khutbah atau pengajian yang disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, sangat baik untuk melembutkan hati yang liar dan lebih banyak memberikan ketenteraman daripada khutbah dan pengajian yang isinya ancaman dan kutukan-kutukan yang mengerikan. Namun demikian, menyampaikan peringatan dan ancaman dibolehkan jika kondisinya memungkinkan dan memerlukan.

Untuk menghindari kebosanan dalam pengajiannya, Rasul saw menyisipkan dan mengolah bahan pengajian yang menyenangkan dengan bahan yang menimbulkan rasa takut. Dengan demikian, tidak terjadi kebosanan yang disebabkan uraian pengajian yang berisi perintah dan larangan tanpa memberikan bahan pengajian yang melapangkan dada atau yang merangsang hati untuk melakukan ketaatan dan menjauhi larangan.

Keempat, Allah swt menjelaskan bahwa bila terjadi perdebatan dengan kaum musyrikin ataupun ahli kitab, hendaknya Rasul membantah mereka dengan cara yang baik.

Suatu contoh perdebatan yang baik ialah perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang mengajak mereka berpikir untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga menemukan kebenaran.

Tidak baik memancing lawan dalam berdebat dengan kata yang tajam, karena hal demikian menimbulkan suasana yang panas. Sebaiknya diciptakan suasana nyaman dan santai sehingga tujuan dalam perdebatan untuk mencari kebenaran itu dapat tercapai dengan memuaskan.

Perdebatan yang baik ialah perdebatan yang dapat menghambat timbulnya sifat manusia yang negatif seperti sombong, tinggi hati, dan berusaha mempertahankan harga diri karena sifat-sifat tersebut sangat tercela. Lawan berdebat supaya dihadapi sedemikian rupa sehingga dia merasa bahwa harga dirinya dihormati, dan dai menunjukkan bahwa tujuan yang utama ialah menemukan kebenaran kepada agama Allah swt.

Kelima, akhir dari segala usaha dan perjuangan itu adalah iman kepada Allah swt, karena hanya Dialah yang menganugerahkan iman kepada jiwa manusia, bukan orang lain ataupun dai itu sendiri. Dialah Tuhan Yang Maha Mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang tidak dapat mempertahankan fitrah insaniahnya (iman kepada Allah) dari pengaruh-pengaruh yang menyesatkan, hingga dia menjadi sesat, dan siapa pula di antara hamba yang fitrah insaniahnya tetap terpelihara sehingga dia terbuka menerima petunjuk (hidavah) Allah swt.

(126) Berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Nabi saw berdiri di hadapan Hamzah ketika terbunuh sebagai syahid dalam Perang Uhud. Tidak ada pemandangan yang paling menyakitkan hati Nabi daripada melihat jenazah Hamzah yang dicincang (mutilasi). Lalu Nabi bersabda, "Semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Sesungguhnya engkau—sepengetahuanku—adalah orang yang senang silaturrahim dan banyak

berbuat kebaikan. Kalau bukan karena kesedihan berpisah denganmu, sungguh aku lebih senang bersamamu sampai di Padang Mahsyar bersama para arwah. Demi Allah, aku akan membalas dengan balasan yang setimpal tujuh puluh orang dari mereka sebagai penggantimu." Maka Jibril turun dengan membawa ayat-ayat di akhir Surah an-Na¥I, "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar." Pada saat itu Rasulullah berdiri di hadapan jenazah Hamzah.

Dalam ayat ini Allah swt menegaskan kepada kaum Muslimin, yang akan mewarisi perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam, untuk menjadikan sikap Rasul di atas sebagai pegangan mereka dalam menghadapi lawan.

Pedoman dakwah yang diberikan Allah pada ayat yang lalu, adalah pedoman dalam medan dakwah dengan lisan, hujjah lawan hujjah. Dakwah berjalan dalam suasana damai. Akan tetapi, jika dakwah mendapat perlawanan yang kasar, misalnya para dai disiksa atau dibunuh, Islam menetapkan sikap tegas untuk menghadapi keadaan demikian dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran. Dua macam jalan yang diterangkan Allah dalam ayat ini, pertama: membalas dengan balasan yang seimbang. Kedua: menerima tindakan permusuhan itu dengan hati yang sabar dan memaafkan kesalahan itu jika bisa memberi pengaruh yang lebih baik bagi jalannya dakwah.

Menurut Ibnu Ka£ir, ayat ini mempunyai makna dan tujuan yang sama dengan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yaitu mengandung keharusan adil dan dorongan berbuat keutamaan, seperti firman Allah:

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. (asy-Syµr±/42: 40)

Firman Allah swt:

...Dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. (al-M±'idah/5: 45)

(127) Allah mempertegas lagi perintah-Nya kepada Rasul agar bersifat sabar dan tabah dalam menghadapi gangguan orang kafir Quraisy dan

hambatan mereka terhadap dakwahnya. Namun Allah menyatakan kepada Nabi bahwa kesabaran itu terwujud dalam batin disebabkan Allah memberikan pertolongan dan taufik kepadanya. Kesabaran merupakan daya perlawanan terhadap gejala emosi manusia dan perlawanan terhadap nafsu yang bergejolak. Itulah hidayah Allah yang diberikan kepada hamba-Nya yang dikehendaki.

Pernyataan Allah ini membesarkan hati Nabi saw, kesulitan-kesulitan menjadi terasa ringan berkat anugerah Allah. Rasul saw tidak perlu merasa risau, cemas dan bersedih hati terhadap sikap lawannya yang menjauh dari seruannya, atau sikap permusuhan mereka yang mendustakan dan mengingkari wahyu yang diturunkan kepada-Nya. Apalagi jika Rasul saw merasa kecil hati dan putus asa terhadap keingkaran yang mereka lakukan, seperti beliau dituduh penyihir, dukun, penyair dan sebagainya, hal demikian lebih tidak dibenarkan oleh Allah. Sebenarnya segala tuduhan itu bermaksud menghalangi orang lain untuk beriman kepada Rasul saw. Dalam ayat yang lain Allah melarang Nabi berkecil hati terhadap gangguan orang kafir. Firman-Nya:

## كِتْبُ أُنْزِلَ اِلنَّكَ فَلَايَكُنَّ فِي صَدْرِكَ حَرَجُ مِّنْهُ لِتُنْذِرَبِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

(Inilah) Kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad) maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan (Kitab) itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. (al-A'r±f/7: 2)

Meskipun pelajaran-pelajaran di atas ditujukan kepada Nabi saw, namun berlaku bagi para pengikutnya.

(128) Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan alasan mengapa Nabi diperintahkan bersabar dan dilarang untuk cemas dan berkecil hati. Allah swt menegaskan bahwa Dia selalu ada bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan sebagai penolong mereka. Allah selalu memenuhi permintaan mereka, memperkuat, dan memenangkan mereka melawan orang-orang kafir.

Orang-orang yang takwa selalu bersama Allah swt karena mereka terus menyucikan diri untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan melenyapkan kemasygulan yang ada pada jiwa mereka. Mereka tidak pernah merasa kecewa jika kehilangan kesempatan, tetapi juga tidak merasa senang bila memperoleh kesempatan. Demikian pula Allah selalu menyertai orang yang berbuat kebaikan, melaksanakan kewajiban mereka kepada-Nya, dan selalu menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya. Pernyataan Allah kepada mereka yang takwa dan berbuat i¥s±n (kebaikan) dalam ayat ini mempunyai pengertian yang sama dengan pernyataan Allah dalam firman-Nya kepada Nabi Musa dan Harun a.s.:

## قَالَ لَاتَّخَافًا إِنَّنِيْ مَعَكُمَّا آسْمَعُ وَارْح

Dia (Allah) berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku bersama kamu berdua, Aku mendengar dan melihat. (° ±h±/20: 46)

Juga mempunyai pengertian yang sama dengan firman Allah kepada malaikat:

(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkanlah (pendirian) orangorang yang telah beriman." (al-Anf±l/8: 12)

#### Kesimpulan

- 1. Pedoman pokok dalam melaksanakan dakwah Islam:
  - a. Dakwah bertujuan untuk menyebarkan agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya.
  - b. Dakwah dilakukan dengan hikmah.
  - c. Dakwah dilakukan dengan penyajian yang baik yaitu penyajian yang melapangkan dada dan mendorong berbuat taat.
  - d. Dakwah dapat dilakukan dengan diskusi ilmiah dan bahasa yang halus.
  - e. Hasil akhir dari dakwah tergantung pada hidayah Allah.
- Jika terjadi rintangan terhadap jalannya dakwah berupa kekerasan atau permusuhan, dibolehkan menghadapinya dengan cara yang serupa atau seimbang.
- Sabar dan lapang dada adalah sikap yang baik dalam menghadapi rintangan, kesulitan berdakwah, dan menyampaikan ajaran agama, selama kesabaran itu tidak mengurangi kehormatan dakwah.
- 4. Sabar adalah hidayah Allah yang diberikan kepada manusia untuk menahan emosi.
- 5. Kekuatan dan pertolongan Allah swt selalu dianugerahkan kepada orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan.

#### **PENUTUP**

Surah an-Na¥I mengandung keterangan tentang sifat-sifat dan tingkah laku orang-orang musyrik, serta penentangan mereka terhadap kebenaran hari kiamat dan kerasulan Muhammad saw. Juga dijelaskan tentang azab yang mereka alami sebagai akibat dari sifat dan perbuatan mereka itu. Dalam surah ini, Allah menunjukkan bukti-bukti keesaan-Nya serta memaparkan nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya. Selain itu, surah ini juga memuat hukum-hukum dan ajaran tentang akhlak.



#### **JUZ 15**

#### SURAH AL-ISR21

#### **PENGANTAR**

Surah ini terdiri dari 111 ayat, dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Dinamakan Surah al-Isr±' yang berarti "memperjalankan di malam hari" karena dalam surah itu disebutkan peristiwa Isr±' Nabi Muhammad saw dari Masjidilharam di Mekah, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Peristiwa ini diabadikan pada ayat pertama Surah al-Isr±'.

Surah ini dinamakan pula Surah Ban³ Isr±³I yang berarti "Keturunan Israil", karena pada bagian permulaan, yaitu pada ayat yang kedua sampai dengan ayat kedelapan, dan kemudian pada bagian akhir surah, yaitu pada ayat 101 sampai dengan ayat 104, disebutkan tentang kisah Bani Israil. Dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut bagaimana bangsa Israil setelah mereka menjadi bangsa yang kuat dan besar, menjadi bangsa yang terhina, karena menyimpang dari ajaran Allah swt.

Kisah Isr±' dikaitkan dengan kisah Bani Israil pada surah ini untuk memberi peringatan bahwa apabila umat meninggalkan ajaran-ajaran agamanya, akan mengalami keruntuhan sebagaimana halnya Bani Israil.

#### Pokok-pokok Isinya

#### 1. Keimanan:

Allah tidak mempunyai anak, baik berupa manusia ataupun malaikat; Allah pasti memberi rezeki kepada manusia; Allah mempunyai namanama yang paling baik; Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah yang memberikan petunjuk, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman; adanya Padang Mahsyar dan hari kebangkitan.

#### 2. Hukum:

Larangan-larangan Allah tentang: menghilangkan nyawa manusia; berzina; mempergunakan harta anak yatim untuk keperluan sendiri kecuali dengan cara yang dibenarkan agama; berbuat hanya karena mengikuti orang lain (melakukan sesuatu tanpa ilmu); dan durhaka kepada ibu bapak. Perintah Allah tentang: memenuhi janji, menyempurnakan timbangan dan takaran; dan melakukan salat lima waktu tepat pada waktunya.

3. Kisah:

Kisah Isr± Nabi Muhammad saw, dan kisah tentang Bani Israil.

#### 4. Lain-lain:

Pertanggungjawaban manusia terhadap amal perbuatannya; beberapa faktor yang menyebabkan kejayaan dan kehancuran suatu umat, petunjuk-petunjuk tentang perlakuan terhadap orang tua, tetangga, dan

masyarakat; manusia makhluk Allah swt yang mulia, namun manusia juga mempunyai sifat-sifat yang tidak baik seperti suka ingkar, putus asa dan terburu-buru; dan persoalan roh.

#### HUBUNGAN SURAH AN-NA¦ L DENGAN SURAH AL-ISR2'

- 1. Dalam Surah an-Na¥I, Allah menyebutkan perselisihan orang-orang Yahudi tentang hari Sabat, kemudian pada Surah al-Isr±' dijelaskan syariat orang Yahudi yang ditetapkan bagi mereka dalam Taurat.
- Sesudah Allah swt menganjurkan kepada Nabi Muhammad saw dalam Surah an-Na¥l agar bersabar dan melarang beliau bersedih atau berkecil hati disebabkan tipu daya orang-orang musyrik, maka pada Surah al-Isr±' Allah menerangkan kemuliaan Nabi Muhammad saw serta martabatnya yang tinggi di hadapan Allah swt.
- Dalam Surah an-Na¥l Allah menerangkan bermacam-macam nikmat-Nya, dimana kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Dalam Surah al-Isr±' disebutkan lagi nikmat Allah yang lebih besar yang diberikan kepada Bani Israil. Tetapi mereka tidak mensyukurinya, bahkan mereka berbuat kerusakan di muka bumi.
- 4. Dalam Surah an-Na¥I, Allah mengatakan bahwa madu yang keluar dari lebah merupakan minuman yang mengandung obat bagi manusia. Dalam Surah al-Isr±' diterangkan bahwa Al-Qur'an pun menjadi obat dan penyembuh penyakit hati, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

#### SURAH AL-ISR21



"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang."

#### KISAH ISR2' NABI MUHAMMAD SAW

# سُبِحْنَ لَّذِينَ اَسْرى بِعَبْدِهِ لَيُلَامِنَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ إِلَى لُسَجِدِ الْاَقْصَالَّذِي بُرُكْنَ حَوْلَهُ لِنُرِيدُ مِنْ أَيْتِنَا لِنَّهُ هُوَ الشَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞

Terjemah

(1) Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Makna  $asr\pm$  adalah serupa dengan  $sar\pm$ , yaitu perjalanan malam. Kedua kata kerja ini tidak membutuhkan obyek, atau yang dalam istilah tata bahasa Arab disebut sebagai fi'l al-lazim (kata kerja intransitif). Huruf  $b\pm$ , pada kata bi 'abdihi yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti dengan hamba-Nya, telah menjadikan  $asr\pm$  sebagai kata kerja transitif atau yang membutuhkan obyek. Dengan demikian, perjalanan malam ini dilakukan oleh Allah terhadap hamba-Nya Muhammad. Penggunaan huruf  $b\pm$ ' ini juga mengisyaratkan bahwa perjalanan  $isr\pm$ ' tersebut terjadi di bawah bimbingan Allah dan taufik-Nya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diperjalanmalamkan  $(isr\pm)$  di bawah bimbingan Allah secara terus menerus. Perjalanan ini bukan atas kehendak Nabi, tetapi atas kehendak Allah.

#### Munasabah

Pada akhir surah yang lalu, Allah swt menjelaskan landasan untuk berdakwah dan sikap yang harus dimiliki kaum Muslimin dalam menghadapi tipu daya orang-orang musyrik, seperti membalas serangan mereka dengan pembalasan yang setimpal, bersabar dalam mempertahankan dan menegak-

kan agama, dan tetap bertakwa kepada Allah swt. Pada permulaan surah ini, Allah swt mengisahkan peristiwa Isr±' Nabi Muhammad saw, agar beliau dapat menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat memantapkan tekad beliau untuk berdakwah, menambah kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, dan mempertebal ketabahannya dalam menghadapi tipu daya kaum musyrikin Mekah.

#### Tafsir

(1) Allah swt menyatakan kemahasucian-Nya dengan firman "sub¥±na", agar manusia mengakui kesucian-Nya dari sifat-sifat yang tidak layak dan meyakini sifat-sifat keagungan-Nya yang tiada tara. Ungkapan itu juga sebagai pernyataan tentang sifat kebesaran-Nya yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam, dengan perjalanan yang sangat cepat.

Allah swt memulai firman-Nya dengan  $sub \not= tna$  dalam ayat ini, dan di beberapa ayat yang lain, sebagai pertanda bahwa ayat itu mengandung peristiwa luar biasa yang hanya dapat terlaksana karena iradah dan kekuasaan-Nya.

Dari kata  $asr\pm'$  dapat dipahami bahwa  $Isr\pm'$  Nabi Muhammad saw terjadi di waktu malam hari, karena kata  $asr\pm$  dalam bahasa Arab berarti perjalanan di malam hari. Penyebutan Iailan, dengan bentuk isim nakirah, yang berarti "malam hari", adalah untuk menggambarkan bahwa kejadian  $Isr\pm'$  itu mengambil waktu malam yang singkat dan juga untuk menguatkan pengertian bahwa peristiwa  $Isr\pm'$  itu memang benar-benar terjadi di malam hari. Allah swt meng- $Isr\pm'$ -kan hamba-Nya di malam hari, karena waktu itulah yang paling utama bagi para hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan waktu yang paling baik untuk beribadah kepada-Nya.

Perkataan 'abdihi (hamba-Nya) dalam ayat ini maksudnya ialah Nabi Muhammad saw yang telah terpilih sebagai nabi yang terakhir. Beliau telah mendapat perintah untuk melakukan perjalanan malam, sebagai penghormatan kepadanya.

Dalam ayat ini tidak diterangkan waktunya secara pasti, baik waktu keberangkatan maupun kepulangan Nabi Muhammad saw kembali ke tempat tinggalnya di Mekah. Hanya saja yang diterangkan bahwa Isr±' Nabi Muhammad saw dimulai dari Masjidilharam, yaitu masjid yang terkenal karena Ka'bah (Baitullah) terletak di dalamnya, menuju Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Makdis. Masjid itu disebut Masjidil Aqsa yang berarti "terjauh", karena letaknya jauh dari kota Mekah.

Selanjutnya Allah swt menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya mendapat berkah Allah karena menjadi tempat turun wahyu kepada para nabi. Tanahnya disuburkan, sehingga menjadi daerah yang makmur. Di samping itu, masjid tersebut termasuk di antara masjid yang menjadi tempat peribadatan para nabi dan tempat tinggal mereka.

Sesudah itu, Allah menyebutkan alasan mengapa Nabi Muhammad saw diperjalankan pada malam hari, yaitu untuk memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran-Nya. Tanda-tanda itu disaksikan oleh Muhammad saw dalam perjalanannya dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa, berupa pengalaman-pengalaman yang berharga, ketabahan hati dalam menghadapi berbagai macam cobaan, dan betapa luasnya jagat raya serta alangkah Agungnya Allah Maha Pencipta. Pengalaman-pengalaman baru yang disaksikan Nabi Muhammad sangat berguna untuk memantapkan hati beliau menghadapi berbagai macam rintangan dari kaumnya, dan meyakini kebenaran wahyu Allah, baik yang telah diterima maupun yang akan diterimanya.

Di akhir ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa Dia Maha Mendengar bisikan batin para hamba-Nya dan Maha Melihat semua perbuatan mereka. Tak ada detak jantung, ataupun gerakan tubuh dari seluruh makhluk yang ada di antara langit dan bumi ini yang lepas dari pengamatan-Nya.

Ayat ini menyebutkan terjadinya peristiwa Isr±, yaitu perjalanan Nabi Muhammad saw dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa di waktu malam. Sedangkan peristiwa Mi'raj, yaitu naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha (Mustawa) tidak diisyaratkan oleh ayat ini, tetapi diisyaratkan dalam Surah an-Najm.

Hampir seluruh ahli tafsir berpendapat bahwa peristiwa Isr±' terjadi setelah Nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Peristiwanya terjadi satu tahun sebelum hijrah. Demikian menurut Imam az-Zuhr³, Ibnu Saʻad, dan lain-lainnya. Imam Nawawi pun memastikan demikian. Bahkan menurut Ibnu ¦ azm, peristiwa Isr±' itu terjadi di bulan Rajab tahun kedua belas setelah pengangkatan Muhammad menjadi nabi. Sedangkan al-¦ ±fi§ 'Abdul Gani al-Maqdis³ memilih pendapat yang mengatakan bahwa Isr±' dan Mi'raj tersebut terjadi pada 27 Rajab, dengan alasan pada waktu itulah masyarakat melaksanakannya.

Adapun hadis-hadis yang menjelaskan terjadinya Isr±' itu sebagai berikut: *Pertama:* 

قال أنس بن مالك: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرِ قَبْلَ أَنْ يُوْحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أُوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُو؟ فَقَالَ أُوْسَطُهُمْ: هُوَ حَيْرُهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ فَقَالَ أُوسَطُهُمْ: هُوَ حَيْرُهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتُوهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيْمَا يَرَى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ اللَّيْلَةَ قَلَمْ عَيْنُهُمْ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ اللَّيْلَةَ قَلَمْ عَيْنُهُمْ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ عَيْنُهُمْ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ اللَّيْلَةَ عَلَمْ عَيْنُهُمْ حَبْرِيْلُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ اللَّيْكَةُ مَنْ مَاءَوَى فَعَيْنُهُمْ حَبْرِيْلُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُمْ - فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوا فَوضَعُوهُ عَنْدَ بِثِرِ زَمْزَمَ فَتَوَلاَهُ مِنْهُمْ جَبْرِيْلُ فَشَقَّ حَبْرِيْلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لِبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَعَسَلَهُ مِنْ مَاءَ زَمْزَمَ بِيده فَتَقَى جَوْفَهُ ثُمَّ أَتَى بَطَشَتَ مِنْ ذَهِبَ فَيْهُ نُورٌ مِنْ ذَهَبِ مَدْرُهِ وَجَوْفِهُ فَعَسَلَهُ مِنْ عَرُونَهُ وَلَعَلَا وَحِكُمُةً فَعُمُ عَيْرُهُ وَلَعُهُ ثُمَّ أَتَى بَطَشَتَ مِنْ ذَهِبَ فَيْهُ نُورٌ مِنْ ذَهَبِ مَدْرَهُ وَلَعَادِيْدَهُ يَعْنَى عُرُوقَ حَلْقِهِ ثُمَّ أَطْبَقَهُ . (رواه البخاري)

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada malam diperjalankannya Rasulullah saw dari Masjidilharam, datanglah kepadanya tiga orang pada saat sebelum turunnya wahyu, sedangkan Rasul pada waktu itu sedang tidur di Masjidilharam. Kemudian berkatalah orang yang pertama, "Siapakah dia ini?" Kemudian orang kedua menjawab, "Dia adalah orang yang terbaik di antara mereka (kaumnya)." Setelah itu berkatalah orang ketiga, "Ambillah orang yang terbaik itu." Pada malam itu Nabi tidak mengetahui siapa mereka, sehingga mereka datang kepada Nabi di malam yang lain dalam keadaan matanya tidur sedangkan hatinya tidak tidur. Demikianlah para nabi, meskipun mata mereka terpejam, namun hati mereka tidaklah tidur. Sesudah itu rombongan tadi tidak berbicara sedikit pun kepada Nabi hingga mereka membawa Nabi dan meletakkannya di sekitar sumur Zamzam. Di antara mereka ada Jibril yang menguasai diri Nabi, lalu Jibril membelah bagian tubuh, antara leher sampai ke hatinya, sehingga kosonglah dadanya. Sesudah itu Jibril mencuci hati Nabi dengan air Zamzam dengan menggunakan tangannya, sehingga bersihlah hati beliau. Kemudian Jibril membawa bejana dari emas yang berisi iman dan hikmah. Kemudian dituangkanlah isi bejana itu memenuhi dada beliau dan urat-urat tenggorokannya lalu ditutupnya kembali. (Riwayat al-Bukh±r³)

#### Kedua:

Bahwa Nabi saw bersabda, "Tiba-tiba datang kepadaku seseorang (Jibril). Kemudian ia membedah dan mengeluarkan hatiku. Setelah itu dibawalah kepadaku bejana yang terbuat dari emas yang penuh dengan iman, lalu ia mencuci hatiku. Setelah itu menuangkan isi bejana itu kepadaku. Kemudian hatiku dikembalikannya seperti sediakala". (Riwayat al-Bukh±r³ dari Sa'¡a'ah)

#### Ketiga:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُتِيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبَيْضُ فَوْقَ الْحَمَارِ وَدُوْنَ الْبِغَالَ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ فَرَكِبْتُهُ فَسَارَبِي حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَدُوْنَ الْبِغَالَ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ فَرَكِبْتُهُ فَسَارَبِي حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَبُطْتُ الدَّابَةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ فِيْهَا الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ دَحَلْتُ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَرَجْتُ فَرَبُكُ اللَّبَنَ فَقَالَ جَبْرِيْلُ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ. فَأَتَانِي حَبْرِيْلُ بَإِنَاءِ مِنْ خَمْ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاحْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جَبْرِيْلُ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ. (رواه أحمد عن أنس بن ملك)

Bahwa Rasulullah saw bersabda, "Didatangkan kepadaku Buraq, yaitu binatang putih lebih besar dari him±r, dan lebih kecil dari big±l. Ia melangkahkan kakinya sejauh pandangan mata. Kemudian saya mengendarainya, lalu ia membawaku sehingga sampai ke Baitul Makdis. Kemudian saya mengikatnya pada tempat para nabi mengikatkan kendaraannya. Kemudian saya salat dua rakaat di dalamnya, lalu saya keluar. Kemudian Jibril membawa kepadaku sebuah bejana yang berisi minuman keras (khamar) dan sebuah lagi berisi susu; lalu saya pilih yang berisi susu, lantas Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah sebagai pilihan yang benar." (Riwayat A¥mad dari Anas bin M±lik)

Dari hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad diperjalankan pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa atas izin Allah di bawah bimbingan malaikat Jibril. Sebelum Nabi Muhammad saw diperjalankan pada malam itu, hatinya diisi iman dan hikmah, agar beliau tahan menghadapi segala macam cobaan dan tabah dalam melaksanakan perintah-Nya. Perjalanan itu dilakukan dengan mengendarai Buraq yang mempunyai kecepatan luar biasa sehingga Isr±' dan Mi'raj hanya memerlukan waktu kurang dari satu malam.

Dalam ayat ini tidak dijelaskan secara terperinci, apakah Nabi saw Isr±' dengan roh dan jasadnya, ataukah rohnya saja. Itulah sebabnya para mufasir berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Mayoritas mereka berpendapat bahwa Isr±' dilakukan dengan roh dan jasad dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Mereka itu mengajukan beberapa alasan untuk menguatkan pendapatnya di antaranya:

- a. Kata *sub¥±na* menunjukkan adanya peristiwa yang hebat. Jika Nabi diisr±'-kan dalam keadaan tidur, tidak perlu diungkapkan dengan menggunakan ayat yang didahului dengan tasbih.
- b. Andaikata Isr±' itu dilakukan dalam keadaan tidur, tentulah orang Quraisy tidak dengan serta merta mendustakannya. Banyaknya orang muslim yang murtad kembali karena peristiwa Isr±' menunjukkan bahwa peristiwa itu bukanlah hal yang biasa. Kata-kata Ummu Hani' yang melarang Nabi menceritakan kepada siapapun pengalaman-pengalaman yang dialami ketika Isr±' agar mereka tidak menganggap Nabi saw berdusta, juga menguatkan bahwa Isr±' itu dilakukan Nabi dengan roh dan jasadnya. Peristiwa ini yang menyebabkan Abu Bakar diberi gelar as-¢idd³q karena dia membenarkan Nabi, dengan cepat dan tanpa ragu, ber-Isr±' dengan roh dan jasadnya, sedangkan orang-orang lain berat menerimanya.
- c. Firman Allah yang menggunakan *bi'abdihi* menunjukkan bahwa Nabi Isr±' dengan roh dan jasad karena kata seorang hamba mengacu pada kesatuan jasad dan roh.
  - Perkataan Ibnu 'Abb±s bahwa orang-orang Arab menggunakan kata *ru'ya* dalam arti penglihatan mata, maka kata *ru'ya* yang tersebut dalam

firman Allah berikut ini mesti dipahami sebagai penglihatan dengan mata.

### وَمَاجَعَلْنَا الرُّهُ مَا الَّتِيَّ ارْيَنْكَ الْآفِتْنَةُ لِلنَّاسِ

Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. (al-Isr±'/17: 60)

e. Yang diperlihatkan kepada Nabi waktu Isr±' dan Mi'r±j adalah penglihatan mata yang mungkin terjadi karena kecepatan yang serupa telah dibuktikan oleh manusia dengan teknologi modern.

Beberapa mufassir yang lain berpendapat bahwa Isr±' dilakukan Nabi dengan rohnya saja. Mereka ini menguatkan pendapatnya dengan perkataan Mu'awiyah bin Abi Sufyan ketika ditanya tentang Isr±' Nabi Muhammad saw, beliau menjawab:



Isr±' Nabi itu adalah mimpi yang benar yang datangnya dari Allah.

Pendapat yang mengatakan bahwa Isr±' hanya dilakukan dengan roh saja lemah, karena sanad hadis yang dijadikan hujjah atau pegangan tidak jelas.

#### Kesimpulan

- 1. Isr±' Nabi Muhammad saw terjadi di Mekah setahun sebelum hijrah, dan dilakukan pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Agsa.
- 2. Isr±' Nabi saw terlaksana atas kehendak Allah di bawah bimbingan malaikat Jibril dengan mengendarai *burag*.
- 3. Sebelum melakukan Isr±', dada Nabi saw dibedah oleh malaikat Jibril lalu diisi dengan hikmah dan iman.
- 4. Sepanjang perjalanan Isr±' diperlihatkan kepada Nabi saw tanda-tanda kekuasaan Allah swt untuk memantapkan hatinya dengan pengalaman pengalaman baru sebagai persiapan sebagai perluasan bagi pengalaman beliau dalam rangka menghadapi tugas-tugas di masa depan.

#### ALLAH MENURUNKAN TAURAT KEPADA NABI MUSA A.S.

## ۅٙٲؾؽڬٲڞؙۅٛڛٙؽ١۬ڮۺ۬ۅؘجؘعڵڹۿؙۿڐۘؽڸٚؠڹۣۤٳۺڗٳۼؽٚڸٲڵۜٲؾؾۜڿۮٛۅٛٳڡڹ۫ۮۅٛڹؽۅٛڲؽڵؖڐۨٞ ۮ۠ڔؾۜةؘڡؘڹٛڂمٙڵڹٵڡؘۼۏ۫ؿڂۧٳڹۜڎؙڰٲڹؘۼڹۘٵۺؘػؙۅ۫ۯ؈

Terjemah

(2) Dan Kami berikan kepada Musa, Kitab (Taurat) dan Kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman), "Janganlah kamu mengambil (pelindung) selain Aku, (3) (wahai) keturunan orang yang Kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia (Nuh) adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur."

(al-Isr±'/17: 2) وَ كَيْلاً

Kata  $wak^3l\bar{a}n$  berasal dari kata kerja wakala-yakilu yang artinya memberikan, meninggalkan kepada seseorang, menyerahkan, dan merasa cukup dengan sesuatu atau seseorang yang dipercayainya. Bila dikaitkan kepada Allah, maka wakil dapat diartikan sebagai Yang Maha Pemberi Rezeki  $(ar-Razz\pm q)$  atau Yang Maha Mencukupkan  $(al-K\pm f^3)$ .

#### Munasabah

Dalam ayat yang lalu, Allah menjelaskan keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya Muhammad saw dalam rangka menghadapi tugastugas kenabian yaitu di-*isr±*'-kan dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa. Kemudian dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat diturunkan kepadanya sebagai pedoman dan bimbingan bagi Bani Israil, agar mereka dapat membebaskan diri dari kekufuran dan kebodohan sehingga mereka selalu berada di bawah bimbingan Allah.

#### Tafsir

(2) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa a.s. sebagai pedoman hidup bagi Bani Israil. Allah swt menyuruh Musa a.s. agar mengatakan kepada kaumnya, "Janganlah kamu mengambil selain Allah sebagai penolong yang memberikan perlindungan dan menyelesaikan urusan-urusan kamu." Larangan yang ditujukan kepada kaumnya itu adalah larangan yang juga pernah disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya dengan perantaraan wahyu Allah. Terkandung pula dalam larangan di atas perintah agar manusia menyembah kepada Allah semata dan larangan menyekutukan sesuatu yang lain dengan-Nya. Terdapat juga larangan meminta bantuan dalam segala urusan kecuali kepada-Nya.

Pemberian kitab Taurat kepada Nabi Musa a.s. sebagai pedoman untuk kaumnya adalah untuk memberikan pengertian kepada kaum Muslimin, bahwa di antara tugas-tugas para rasul ialah menyampaikan agama tauhid, sebagaimana tugas Nabi saw kepada mereka. Juga untuk mengingatkan mereka agar jangan meniru sikap umat-umat terdahulu, dimana sepeninggal rasul-rasulnya, mereka membuat-buat takwil terhadap firman-firman Allah menurut kehendaknya, dan bergelimang dalam lembah dosa dan kesesatan yang nyata.

Itulah sebabnya maka Allah swt menyebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an keistimewaan Musa a.s. dan kelebihan Bani Israil dari bangsabangsa lain yang ada pada masa itu. Allah menyebutkan pula nikmat yang diberikan kepada mereka, dengan maksud agar hati nurani mereka tergugah, lalu kembali ke jalan yang benar, dan hidup sesuai dengan petunjuk-Nya.

(3) Allah swt menyebutkan juga nenek moyang mereka, yaitu orangorang yang telah diselamatkan Allah bersama-sama Nuh a.s. dari topan. Mereka diselamatkan Allah dengan perantaraan wahyu-Nya kepada Nuh a.s. Nuh diperintahkan untuk membuat perahu, agar dia dan kaumnya yang setia terhindar dari azab Allah yang akan ditimpakan kepada kaumnya yang mengingkari kenabiannya. Hal ini mengandung peringatan bagi Bani Israil agar mengambil contoh dan pelajaran dari peristiwa itu, dan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Nuh. Hal itu juga sebagai pelajaran bagi kaum Muslimin agar tetap memelihara tauhid seperti Nuh a.s. dan pengikut-pengikutnya, serta orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah.

Sebagai penjelasan dari penafsiran tersebut, perlu dikemukakan beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Nuh a.s. adalah nabi yang sangat mensyukuri nikmat Allah, sebagaimana tersebut dalam hadis: Pertama:

Diriwayatkan Mu'a® bin Anas Al-Juhaniy bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, "Sesungguhnya Allah menamakan Nuh sebagai hamba yang sangat mensyukuri nikmat Allah karena apabila telah datang waktu sore dan pagi hari, dia berkata, Mahasuci Allah ketika kamu berada di waktu sore dan di waktu Subuh dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan bumi ketika berada di petang hari dan ketika kamu berada di waktu Zuhur." (Riwayat Ibnu Mardawaih)

Kedua:

Apabila Nabi Nuh telah mengenakan baju dan menyantap makanan dia memuji Allah swt. Maka dinamakanlah dia "hamba yang sangat mensyukuri nikmat Allah. (Riwayat Ibnu Jar³r a⁻-° abar³, al-Baihaq³, dan al-¦ ±kim dari Salm±n al-Faris³).

Demikianlah doa dan tasbih yang diucapkan oleh Nabi Nuh a.s. yang patut dicontoh dan diamalkan oleh kaum Muslimin.

#### Kesimpulan

- 1. Allah swt menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa a.s. sebagai pedoman bagi Bani Israil untuk menuntun mereka ke jalan yang benar.
- 2. Tindakan Bani Israil mengambil penolong yang lain dari Allah, yang menurunkan kitab Taurat, adalah tindakan syirik.
- 3. Allah swt mengingatkan Bani Israil agar menjadi umat yang mensyukuri nikmat Allah, seperti yang dilakukan oleh Nuh a.s. dan kaumnya yang setia.
- 4. Nuh a.s. dan kaumnya yang setia selamat dari bahaya topan karena karunia Allah swt yang patut mereka syukuri.

### KEHANCURAN BANI ISRAIL KARENA TIDAK MENGIKUTI AJARAN TAURAT

Terjemah

(4) Dan Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu, "Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." (5) Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. (6) Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anakanak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. (7) Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Agsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. (8) Mudahmudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu; tetapi jika kamu kembali (melakukan kejahatan), niscaya Kami kembali (mengazabmu). Dan Kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang kafir.

# (al-Isr±'/17: 5) أُوْلِي بَأْسِ 13 Ba's أُوْلِي بَأْسِ

 $_{\it li}$  ba's terdiri dari dua kata, yaitu  $_{\it ll}$  ( $_{\it llu}$ ) yang artinya mempunyai dan ba's yang maknanya keberanian atau kekuatan. Dengan demikian,  $_{\it ll}$  ba's dapat diartikan dengan yang mempunyai kekuatan besar. Pada ayat ini, kata tersebut dikaitkan dengan bangsa-bangsa yang mempunyai hubungan dengan perjalanan sejarah bangsa Yahudi. Sebagian mufasir menguraikan bahwa bangsa-bangsa yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan besar itu di antaranya adalah bangsa Babilonia yang telah menyerbu Palestina, menaklukkan, dan menawan bangsa Yahudi, bangsa Persia di bawah pimpinan Cyrus yang membebaskan mereka, Alexander the Great yang pernah menguasai Palestina, dan kekaisaran Romawi yang menjajah daerah tersebut.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu telah disebutkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israil di antaranya menurunkan Kitab Taurat agar menjadi pedoman hidup bagi mereka, dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Dalam ayat-ayat ini, disebutkan pembangkangan Bani Israil kepada para rasul Allah, penyelewengan mereka dari tuntunan Taurat, dan keonaran yang mereka lakukan di muka bumi ini.

#### Tafsir

(4-5) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah mewahyukan kepada Musa a.s., sebagaimana termaktub dalam Kitab Taurat, bahwa Bani Israil akan membuat keonaran dua kali di bumi Palestina, sehingga Allah menggerakkan musuh-musuh mereka untuk membunuh, merampas, dan menghancurkan negeri mereka.

Sesudah bertobat, mereka dilepaskan Allah dari kesengsaraan ini, kerajaan mereka dikembalikan, dan dianugerahi kekayaan dan kekuatan, baik dalam bidang harta benda, maupun kekuatan dalam bidang keturunan dan pertahanan negara.

Akan tetapi, mereka kembali membuat keonaran, maka Allah swt mengerahkan kembali musuh-musuh mereka untuk menghancurkannya. Ini sebagai azab di dunia, dan di akhirat kelak mereka akan mendapat azab neraka Jahanam.

Di antara pembangkangan mereka ialah:

Pertama, tidak mengindahkan perintah Allah dan mengubah isi kitab Taurat.

*Kedua,* Kekejian mereka membunuh Zakaria dan Yahya serta usaha mereka untuk membunuh Nabi Isa a.s.

Mereka melakukan pembangkangan itu dengan menyombongkan diri dan menampakkan keangkuhan. Ini menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan itu telah melampaui batas peri kemanusiaan.

Allah lalu menjelaskan akibat yang akan menimpa mereka, karena pembangkangan yang pertama, yaitu mereka akan mengalami kehancuran pada saat hukuman yang telah dijanjikan Allah tiba sebagai balasan yang setimpal atas kejahatan-kejahatan mereka.

Baik juga diterangkan di sini, bahwa Bani Israil mulai tahun 975 SM telah terbagi menjadi dua kerajaan. *Pertama,* kerajaan Yahu®a di bagian selatan, yang terdiri atas dua suku Bani Israil, yaitu suku Yahu®a dan Benyamin. Rajanya yang pertama ialah Rehoboam, putera Nabi Sulaiman. *Kedua,* kerajaan Israil di bagian utara yang terdiri atas 10 suku lainnya. Rajanya yang pertama bernama Jeroboam bin Nebat.

Pada tahun 70 SM kerajaan Israil diserang oleh raja 'Asyur yang bernama Sanharib. Raja ini dapat memasuki kota Samurra ibu kota kerajaan Israil, menawan Bani Israil, dan membawa mereka ke 'Asyur. Dengan demikian, runtuhlah kerajaan Bani Israil sesudah hidup selama 250 tahun.

Disebabkan oleh keonaran Bani Israil yang tidak juga berhenti, maka Allah mengerahkan tentara Babilonia di bawah pimpinan rajanya Bukhtanajiar yang dikenal juga dengan nama Nebukadnezar. Tentara ini memperluas negerinya dengan jalan membunuh, merampas, dan merampok penduduk-penduduk negeri yang ditaklukkan. Mereka menyerang Bani Israil, membunuh para ulama dan pembesar dari kalangan mereka, merusak dan membakar kitab Taurat, dan bahkan menghancurkan kota suci mereka, Baitul Makdis (Yerusalem).

Itulah nasib yang diderita Bani Israil karena telah menyimpang dari bimbingan wahyu Allah, dan cenderung menuruti kehendak hawa nafsu. Bahkan mereka mengalami nasib yang lebih jelek lagi, yaitu di antara Bani Israil ada yang dibawa ke Babilonia. Tiga kali mereka ditawan oleh Nebukadnezar. Penawanan yang ketiga dan terakhir terjadi pada tahun 558 SM. Akibat dari serangan Nebukadnezar ini runtuhlah kerajaan Yahu®a.

(6) Kemudian dijelaskan bahwa Allah memberikan giliran bagi orangorang Bani Israil untuk berkuasa kembali. Sesudah Cyrus Kisra Persia yang pertama dari keluarga Sasan dapat mengalahkan Babilonia, dia memerdekakan para tawanan dari Bani Israil yang berada di sana, dan mengirimkan mereka kembali ke Palestina pada tahun 536 SM. Dengan demikian, orangorang Bani Israil menguasai kembali negerinya. Karunia Allah itu diberikan kepada Bani Israil ketika mereka telah bertobat, mematuhi kembali ajaran Taurat, dan menyadari kecerobohan yang telah dilakukan. Mereka dapat membangun kembali negerinya dan menyelamatkan keluarga dan harta benda mereka.

Dengan demikian, mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka serta dapat menguasai kembali negerinya dan menjadi bangsa yang kuat dan bersatu seperti sediakala, yang mereka namai dengan kerajaan Yahudi. Hal itu adalah karena ampunan dan rahmat Allah semata.

Ayat ini menjelaskan bahwa selama manusia berada di bawah bimbingan wahyu dan berjalan sesuai petunjuk-Nya, mereka akan dapat merasakan

nikmat Allah yang disediakan di dunia ini. Mereka juga dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan, ketenteraman hidup, ataupun kemakmuran negeri.

Sebaliknya, apabila manusia menyimpang dari tuntunan wahyu dan lebih mengikuti kehendak hawa nafsu, tentu mereka akan mengalami nasib yang buruk. Mereka tidak lagi merasakan nikmat yang disediakan Allah di alam dunia ini, bahkan nikmat-nikmat itu akan berubah menjadi bencana. Mereka tidak akan mengalami kebahagiaan dan kemakmuran dalam hidup bermasyarakat, tetapi akan menjadi umat yang tertindas dan terusir dari negeri mereka sendiri.

(7) Allah menegaskan bahwa apabila Bani Israil berbuat baik, maka hasil kebaikan itu untuk mereka sendiri. Namun demikian, ketentuan yang terdapat dalam ayat ini tidak khusus untuk mereka sendiri, melainkan berlaku umum untuk seluruh manusia sepanjang masa. Dengan demikian, apabila manusia berbuat baik atau berbuat kebajikan, maka balasan dari kebajikan itu akan dirasakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Kebaikan yang akan mereka terima di dunia ialah mereka akan menjadi umat yang kuat mempertahankan diri dari maksud jahat yang direncanakan oleh para musuh mereka. Mereka akan memperoleh kesempatan untuk melipatgandakan harta sebagai sarana hidup, dan melanjutkan keturunan sebagai khalifah di muka bumi. Mereka akan menjadi bangsa yang kuat, yang dapat mewujudkan budaya yang tinggi untuk lebih menggairahkan kehidupan mereka, dan menjamin kelancaran usaha dan ibadah mereka kepada Allah swt. Sedangkan kebahagiaan yang abadi adalah surga yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan dan dijanjikan kepada mereka, sebagai bukti keridaan Allah swt atas kebajikan yang mereka lakukan.

Apabila mereka berbuat jahat dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan wahyu dan fitrah kejadian mereka sendiri, seperti menentang kebenaran dan norma-norma dalam tata kehidupan mereka sendiri, maka akibat dari perbuatan mereka itu adalah kemurkaan Allah kepada mereka.

Dengan demikian, mereka akan menjadi bangsa yang bercerai-berai karena diperbudak hawa nafsu, sehingga kelompok yang satu berusaha menundukkan kelompok yang lain. Itulah sebabnya mereka tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan diri mereka dari kehancuran dan maksud-maksud jahat musuh. Mereka akan menjadi bangsa yang tertindas dan terjajah. Sedang keburukan yang mereka rasakan di akhirat ialah azab api neraka sebagai siksaan yang paling pedih.

Lalu Allah mengungkapkan kembali hukuman sebagai akibat kejahatan yang dilakukan Bani Israil untuk kedua kalinya. Pada saat itu, Allah membiarkan mereka dalam keadaan kacau-balau ketika musuh-musuh datang untuk menaklukkan mereka. Kekalahan kedua ini benar-benar mereka rasakan sebagai penderitaan yang tiada tara dan mempermalukan mereka. Musuh memasuki Masjidil Agsa secara paksa dan sewenang-

wenang untuk merampas kekayaan yang mereka simpan dan menghancurkan syiar-syiar agama mereka, seperti yang dilakukan pada penaklukan pertama. Dengan demikian, mereka merasakan penderitaan yang berlipat ganda. Mereka mengalami penderitaan materil berupa kehilangan kekuasaan, harta benda, dan wanita-wanita yang dijadikan tawanan oleh musuh. Mereka juga mengalami penderitaan moril karena tempat-tempat suci dan lambang-lambang kesucian agama mereka dilecehkan dan dihancurkan.

Menurut sejarah, yang menghancurkan mereka untuk kedua kalinya adalah bangsa Romawi yang kemudian menguasai Palestina. Mereka membunuh dan menawan orang-orang Yahudi serta menghancurkan Baitul Makdis dan kota-kota yang lain. Kaisar Romawi pertama yang memasuki Baitul Makdis adalah Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Ia membakar Masjidil Aqsa, dan merampas barang-barang berharga yang terdapat di dalamnya, sehingga dalam peristiwa ini kurang lebih 1 juta orang Yahudi tewas. Selanjutnya Kaisar Hadrianus yang memerintah dari tahun 117 sampai dengan 158 Masehi, juga menguasai Baitul Makdis dan melakukan berbagai tindakan perusakan di masjid itu.

Hadrianus mengubah kota ini menjadi Aelina Capitolian (kota Aelina). Masjidil Aqsa diruntuhkan dan di atasnya didirikan sebuah bangunan yang dinamai Yupiter Capitolina. Lalu kerajaan Yahudi juga dihancurkan sehingga bangsa Yahudi tidak mempunyai kerajaan lagi. Mereka berceraiberai ke segenap penjuru dunia. Peristiwa ini terjadi tahun 132 Masehi.

(8) Kemudian Allah swt memerintahkan agar mereka benar-benar sadar, bertobat, dan berpegang pada ajaran Taurat serta menjauhi perbuatan maksiat. Dengan demikian, Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka. Janji Allah seperti ini tentu akan terlaksana dan pasti mereka rasakan.

Tersebut dalam sejarah bahwa pada tahun 614 M yakni sesudah 483 tahun dari peristiwa penghancuran Yerusalem oleh Hadrianus, bangsa Persia di bawah pimpinan Kisra Barwiz merebut kota-kota di Palestina dari tangan bangsa Romawi. Mereka melawan orang Romawi menindas orang Yahudi, dan membatalkan kebiasaan orang-orang Nasrani membuang sampah ke Kuil Sulaeman. Mereka juga menjual orang-orang Nasrani yang berdiam di Yerusalem ke kota orang-orang Yahudi, dan membakar gereja-gereja mereka.

Kemudian pada tahun 624 M, bangsa Romawi di bawah pimpinan Kaisar Heraclius I dapat merebut Palestina kembali dari tangan bangsa Persia. Bahkan, Heraclius dapat memasuki pedalaman kerajaan Persia, dan memadamkan api yang disembah Persia.

Kemenangan bangsa Romawi ini bertepatan dengan kemenangan kaum Muslimin dalam perang Badar melawan kaum musyrikin Mekah (Ramadan tahun 2 H) atau Januari 624 M, kurang lebih 9 tahun sesudah bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Akan tetapi, perdamaian antara bangsa Romawi dan Persia baru terjadi pada tahun 928 M, sesudah Kisra

Evermiz dibunuh oleh perwiranya sendiri. Pada tahun tersebut, seluruh Palestina kembali berada di bawah kekuasaan Romawi dan palang salib pun dikembalikan ke Yerusalem.

Nabi Muhammad saw, yang diutus sejak tahun 610 M sebagai nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam, pada tahun 622 M hijrah ke Medinah. Setibanya di Medinah, beliau mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota itu. Perjanjian itu yang dikenal dengan Piagam Medinah. Isinya menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi adalah warga kota Medinah di samping kaum Ansar dan Muh±jir³n. Mereka dibiarkan tetap menganut agama mereka. Akan tetapi, mereka berkhianat dan mengadakan makar untuk membunuh Rasulullah. Mereka lalu diperangi oleh Rasulullah, dan di antaranya ada yang diusir dari Medinah, yaitu Bani Na«ir.

Setelah Umar bin Kha<sup>-</sup>ab menjadi khalifah, beliau menaklukkan negeri Syam (Suria) pada tahun 636 Masehi. Penduduk Yerusalem (Baitul Makdis) di bawah pimpinan Patrip Suverianus menyerahkan kota itu kepadanya, dan piagam perdamaian disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Umar bin Kha<sup>-</sup>ab lalu mendirikan masjid di tempat Kiblat Masjidil Aqsa (Kuil Sulaeman), dan membersihkan kota Yerusalem. Maka kota Yerusalem yang sudah hilang selama ini muncul kembali dengan megah.

Setelah negeri Syam seluruhnya termasuk Palestina jatuh ke tangan kaum Muslimin, Kaisar Romawi Heraclius I naik ke suatu bukit dan menghadap ke Suria. Lalu ia melambaikan tangannya dengan mengucapkan, "Selamat tinggal Suria untuk selama-lamanya."

Dengan demikian, bangsa Yahudi lepas dari cengkeraman, aniaya, dan penindasan bangsa Romawi. Mereka kembali bebas beribadah di sekeliling Kuil Sulaiman (Masjidil Aqsa). Inilah rahmat dari Allah swt yang Maha Besar.

Demikianlah keterangan yang disebutkan dalam buku-buku sejarah. Adapun dalam Al-Qur'an, tidak diterangkan dengan rinci, karena Al-Qur'an bukan buku sejarah.

Sementara itu Allah swt tetap mengingatkan bahwa apabila mereka kembali mengulangi kedurhakaan mereka, seperti yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka, niscaya Allah swt akan menurunkan azab-Nya kembali dengan yang lebih pedih.

Di samping itu, Allah menyediakan azab api neraka Jahanam sebagai penjara yang abadi bagi mereka di akhirat, karena hukuman itulah yang pantas dijatuhkan terhadap orang-orang yang tidak mau beriman.

### Kesimpulan

- Telah menjadi ketetapan Allah di dalam Taurat bahwa barang siapa yang menyimpang dari ajaran wahyu dan menuruti hawa nafsu, akan mengalami nasib buruk, baik di dunia maupun di akhirat.
- 2. Sebagai bukti dari kebenaran janji Allah ialah penderitaan dan kekalahan yang dialami oleh Bani Israil ketika menghadapi perang melawan

- musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi bangsa yang terjajah. Di akhirat, mereka tidak dapat melepaskan diri dari azab api neraka.
- 3. Sebaliknya apabila mereka tetap berpegang pada ajaran Taurat dan menghormati janji Allah, niscaya mereka menjadi bangsa yang kuat dan berjaya.
- 4. Mereka mendapat kejayaan kembali, sesudah dibebaskan dari perbudakan bangsa Romawi. Akan tetapi, mereka menyeleweng kembali dari ajaran Taurat, sehingga mereka hidup sengsara kembali di dunia ini, dan di akhirat mereka akan mendapat siksa neraka.
- 5. Kejahatan yang diperbuat oleh nenek moyang orang-orang Yahudi terulang kembali pada keturunannya yang hidup di zaman Nabi (sesudah hijrah), sehingga janji Tuhan berlaku bagi mereka, yakni mereka menjadi bangsa yang terhina.
- 6. Jika saat ini Israil mengalami kemajuan dan kejayaan, berkat bantuan negara-negara adikuasa di dunia, itu mungkin kejayaan yang semu. Sebab, janji Allah bagi mereka pasti akan berlaku.

#### AL-QUR'AN PETUNJUK KE JALAN YANG BENAR

### Terjemah

(9) Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. (10) Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. (11) Dan Manusia (seringkali) berdoa untuk kejahatan sebagaimana (biasanya) dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang

manusia bersifat tergesa-gesa. (12) Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.

## (al-Isr±'/17: 9) أَقُومَ مُ (al-Isr)

Kata agwam merupakan bentuk superlatif dari gaw<sup>3</sup>m, yang artinya lurus lagi sempurna dan memenuhi apa yang diharapkan darinya. Kata ini pada mulanya berasal dari *giy±m* yang merupakan antonim (lawan kata) dari duduk. Dengan berdiri, manusia dapat melakukan banyak hal, dan jauh lebih mudah daripada ketika duduk atau berbaring. Dari sini, kata tersebut kemudian bermakna untuk melakukan sesuatu sebaik dan sesempurna mungkin. Dengan demikian, agwam dapat diartikan lebih lurus, lebih baik, atau paling baik dan paling sempurna. Bahwa Al-Qur'an bersifat agwam antara lain karena redaksinya yang sempurna, jelas, dan kandungannya sesuai dengan fitrah manusia, sehingga mudah dipahami dan diamalkan. Kitab suci ini menempuh berbagai cara untuk meyakinkan mitra bicara. Karenanya, bila satu cara tidak berhasil untuk meyakinkannya, masih ada cara lain dan lainnya lagi, sehingga salah satunya akan dapat berhasil. Dengan demikian, agwam bagi Al-Qur'an bukan berarti yang lebih lurus dan sempurna hanya kandungannya, karena yang *hag* atau benar dalam kitab suci lain juga sempurna. Yang dimaksud dengan *agwam* adalah bahwa Al-Qur'an lebih sempurna dalam metode, gaya, cara yang lebih menyentuh akal, dan dapat dipahami oleh orang biasa atau cendekiawan.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa a.s. sebagai pedoman bagi Bani Israil. Kemudian dalam ayat ini Allah swt menjelaskan kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw yaitu Al-Qur'an sebagai mukjizat yang abadi, dan sebagai petunjuk ke jalan yang benar. Dijelaskan pula pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, dan siksa yang akan menimpa orang-orang yang mengingkarinya.

#### **Tafsir**

(9-10) Allah swt menyatakan keistimewaan-keistimewaan kitab-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yaitu kitab Al-Qur'an, dengan menunjukkan fungsi dari kitab itu sendiri serta faedahnya bagi seluruh umat manusia. Di antara faedah Al-Qur'an yang disebutkan dalam ayat ini adalah:

Pertama, Al-Qur'an memberi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus dalam ayat ini ialah agama Islam, yang berpangkal pada ajaran tauhid, yaitu keyakinan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menciptakan dan menguasai alam semesta ini kecuali Allah swt. Kekuasaan-Nya tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dia adalah Penguasa alam yang sebenarnya, dan Zat yang mempunyai kekuasaan Yang Mahabesar.

Kedua, Al-Qur'an memberi kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada Allah swt dan rasul-Nya, berbuat amal baik, melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, dan menghindarkan diri dari berbuat sesuatu yang dilarang-Nya. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan diterima di akhirat, sebagai imbalan dari amal saleh yang mereka lakukan di dunia.

Ketiga, Al-Qur'an adalah peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan diberikan Allah di hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Ancaman yang ditujukan kepada mereka ialah azab yang pedih sebagai balasan dari perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Termasuk di dalamnya orang-orang ahli kitab yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad saw.

(11) Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang mengutuk dirinya, keturunannya, bahkan hartanya dengan sumpah serapah dan doa yang berisi keinginan-keinginan yang jelek pada saat marah, seperti doa, "Wahai Tuhan! Turunkanlah laknat kepadaku, binasakanlah aku!" Mereka mengucapkannya sebagaimana ketika berdoa kepada Allah dengan doa yang baik, agar diberikan kesehatan dan dilimpahkan keselamatan kepadanya, keturunan, dan harta bendanya.

Seandainya Allah swt mengabulkan doa mereka yang jelek itu, niscaya mereka tidak bisa menghindarkan diri dari akibatnya. Akan tetapi, Allah swt tidak berbuat demikian. Hal ini tidak lain hanyalah karena kasih sayang Allah yang Mahabesar. Allah swt berfirman:

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. (Yµnus/10: 11)

Di akhir ayat, Allah swt menjelaskan bahwa manusia mempunyai sifat tergesa-gesa. Apabila ia menginginkan sesuatu sesuai kehendak hatinya, pikirannya tertutup untuk menilai apa yang diinginkannya itu, apakah bermanfaat bagi dirinya atau merugikan. Hal itu semata-mata didorong oleh sifat tergesa-gesa untuk mencapai tujuannya, tanpa dipikirkan dengan matang terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya manusia tertarik pada keadaan lahiriah dari sesuatu tanpa meneliti lebih mendalam hakikat dan rahasia dari sesuatu itu.

Dalam ayat ini terdapat sindiran terhadap orang-orang musyrik Arab yang mendustakan kebenaran Al-Qur'an, karena mereka tidak mau mempercayai adanya Hari Pembalasan. Mereka lebih menyenangi dunia yang dapat mereka nikmati langsung, daripada memikirkan janji dan ancaman yang akan mereka terima di Hari Pembalasan.

(12) Kemudian Allah swt menjelaskan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang ada di alam semesta, dengan maksud agar manusia memikirkan dan merenungkan semua ciptaan-Nya di alam ini. Allah swt menjelaskan bahwa Dia menciptakan malam dan siang, masing-masing sebagai tanda kekuasaan-Nya. Siang dan malam merupakan dua peristiwa yang selalu silih berganti yang sangat berguna bagi kemaslahatan hidup manusia dalam menjalankan kewajiban agama dan urusan-urusan duniawi. Pergantian yang teratur seperti itu merupakan tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas bagi manusia. Barang siapa yang memperhatikan dan memikirkan pergantian siang dan malam tentu yakin bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya dengan aturan-aturan yang sangat baik dan tepat, dan juga menunjukkan bahwa pengaturnya sangat teliti. Dengan demikian, manusia akan terbimbing untuk mengakui adanya Pencipta jagat raya ini dan seluruh isinya.

Di samping itu, adanya pergantian siang dan malam merupakan anugerah yang dapat dirasakan secara langsung oleh manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di waktu malam mereka dapat beristirahat untuk melepaskan lelah. Allah juga menjadikan tanda-tanda malam datang yaitu hilangnya cahaya matahari dari ufuk barat, sehingga lama kelamaan hari menjadi gelap gulita. Hal ini merupakan tanda kekuasaan-Nya. Allah menjadikan siang yang terang benderang sebagai tanda kekuasaan-Nya pula guna memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencari kebutuhan hidup diri mereka sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, perubahan siang dan malam itu sangat berguna bagi manusia untuk mengetahui bilangan tahun, bulan, dan hari serta perhitungannya, terkecuali di daerah kutub utara dan selatan.

Dalam Al-Qur'an, Allah tidak saja memberitahu manusia mengenai ciptaan-Nya, namun juga memberikan indikasi-indikasi untuk memanfaat-kannya untuk kesejahteraan manusia. Dalam kaitan dengan matahari dan bulan, Allah memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa siang dan malam, atau dengan kata lain peredaran matahari dan bulan, akan sangat berguna untuk dijadikan patokan dalam membuat penanggalan atau kalender. Ayat yang secara jelas menyatakan mengenai penganggalan adalah ayat 36 Surah at-Taubah/9, yang penggalannya berikut:

"Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat empat bulan haram. Itulah agama yang lurus....."

Satu ayat lain yang serupa adalah ayat 5 dari Surah Yunus/10:

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan waktu ......" Siang dan malam terjadi karena perputaran bumi pada porosnya yang bergerak dari barat ke timur, yang memberikan kesan kepada manusia seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Apabila matahari muncul di ufuk timur disebut hari telah siang dan apabila matahari terbenam di ufuk barat disebut hari telah malam.

Dari saat matahari terbenam pada suatu saat, hingga matahari terbenam pada hari berikutnya disebut satu hari satu malam menurut kebiasaan dan anggapan dalam perhitungan tahun qamariah. Tetapi dalam perhitungan tahun syamsiah, yang disebut sehari semalam ialah waktu dari pertengahan malam hingga pertengahan malam berikutnya.

Dengan ditegaskannya tentang pergantian siang dan malam sebagai dasar untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya dalam mengharap keutamaan Allah, jelaslah bahwa ayat ini menyiratkan keluwesan penanggalan dalam Islam. Sistem penanggalan yang didasari pada penggantian siang dan malam disusun berdasarkan hanya pergerakan (semu) dari matahari terhadap bumi. Sistem ini sama sekali tidak melibatkan pergerakan bulan terhadap bumi. Ini adalah sistem penanggalan matahari (tahun syamsiah/ solar year) yang menyatakan bahwa satu tahun sama dengan 365 ditambah seperempat kali malam berganti siang dan sebaliknya. Oleh karena itu, menurut sistem ini satu tahun lamanya 365 hari untuk tahun-tahun basi ah dan 366 hari untuk tahun-tahun kabisah. Secara umum, satu tahun syamsiah adalah lamanya waktu dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Penghitungannya didasarkan pada waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Sistem penanggalan ini identik dengan tahun Masehi yang sekarang digunakan secara meluas dalam pergaulan internasional.

Satu tahun dalam perhitungan tahun qamariah ialah lama waktu dari tanggal 1 Muharram hingga tanggal 30 Zulhijjah, yang lamanya 354 hari untuk tahun-tahun *basi* ah atau 355 hari untuk tahun-tahun *kabisah*. Perhitungan serupa ini dinamakan *hisab 'urfi*. Perhitungan tahun qamariah didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Dari bulan sabit ke bulan sabit berikutnya disebut 1 bulan, dan apabila telah 12 kali terjadi bulan sabit dianggap telah genap satu tahun qamariah.

Ayat ini menegaskan bahwa sistem penanggalan Masehi atau tahun syamsiah boleh digunakan umat Islam dalam pergaulan internasional, terutama dalam melakukan transaksi dan bisnis (muamalah) seperti biasa dengan umat manapun secara nasional. Sistem penanggalan Hijriah yang bersifat tahun bulan (*lunar year*) secara terbatas dapat digunakan untuk menentukan saat-saat beribadah, yaitu penentuan waktu 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah. Tidak perlu dipaksakan penggunaan tahun Hijriah ini untuk kehidupan muamalah dalam pergaulan dan transaksi sehari-hari secara nasional dan internasional.

Pada kenyataannya penanggalan atau tahun Masehi juga dipakai untuk menentukan waktu ibadah lain, yaitu waktu salat, karena waktu salat ini sepenuhnya ditentukan oleh pergerakan (semu) matahari dan sama sekali tidak berurusan dengan pergerakan bulan terhadap bumi.

Jadi walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menyiratkan penggunaan tahun Hijriah (yang notabene tahun qamariah) tetapi ayat ini memfirmankan perintah Allah untuk menggunakan tahun matahari yang manapun untuk muamalah dan secara umum untuk pergaulan dengan umat lain.

### Kesimpulan

- 1. Al-Qur'an diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk ke jalan yang lurus, kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, dan ancaman terhadap orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Hari Pembalasan.
- 2. Manusia yang tidak mau mempercayai hari akhir, dan kebenaran Al-Qur'an, ialah mereka yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Mereka akan mendapat azab di akhirat.
- 3. Permintaan orang-orang musyrik agar ancaman Allah segera didatangkan kepada mereka adalah bukti bahwa mereka tidak mau mempercayai kebenaran ancaman yang termuat dalam Al-Qur'an.
- 4. Allah menciptakan siang dan malam dan mengatur pergantiannya secara teliti adalah sebagai tanda kekuasaan-Nya. Pergantian itu berguna bagi manusia untuk kehidupan mereka sehari-hari dan untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya.

# SETIAP ORANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERBUATANNYA

### Terjemah

(13) Dan setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari Kiamat Kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. (14) "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu." (15) Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul. (16) Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu). (17) Dan berapa banyak kaum setelah Nuh, yang telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Yang Maha Mengetahui, Maha Melihat dosa hambahamba-Nya.

(al-Isr±'/17: 15) وَازِرَةٌ (al-Isr+'/17: 15)

Kata *w±zirah* terambil dari kata *wizr*, yang mulanya berarti berat. Dari makna ini lahir makna baru yaitu dosa. Dosa dikatakan sebagai berat karena hal ini akan membebani manusia kelak di hari kemudian, atau di akhirat. Dari kata *w±zirah* juga muncul kata *waz³r*, yang artinya menteri. Jabatan ini dianggap berat karena menteri itu merupakan pejabat yang mengemban tugas berat dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dinilai berat karena si pejabat atau menteri (wazir) itu harus bertanggung jawab pada atasan yang telah menunjuknya dan juga kepada rakyat, serta yang terberat sebenarnya adalah bertanggung jawab pada diri sendiri dan kepada Allah.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan bahwa manusia dalam menempuh kehidupan dunia diberi kitab sebagai pedoman, agar mereka dapat terbimbing ke jalan yang mengarahkan mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan adanya kitab yang mencatat amalan-amalan manusia secara teliti, sedikit pun tidak ada yang ketinggalan. Catatan yang termuat dalam kitab itu sangat erat hubungannya dengan ketentuan yang termuat dalam kitab yang menjadi pedoman mereka.

#### Tafsir

(13) Allah swt menjelaskan bahwa masing-masing manusia dicatat amal perbuatannya dalam suatu buku catatan dan tetap tercatat di dalamnya seperti kalung yang tetap berada di leher mereka. Amal perbuatan tersebut

mencakup amal baik dan amal buruk, besar maupun kecil, yang diperbuat manusia atas dasar pilihannya sendiri.

Perumpamaan tetapnya catatan-catatan mereka dalam kitab itu dengan tetapnya kalung pada leher manusia, sebagai kiasan bahwa catatan itu akan tetap terpelihara, tidak akan hilang atau terhapus, dan selalu dinisbahkan pada seseorang.

Selanjutnya Allah swt menegaskan bahwa kitab yang mengandung catatan amal perbuatan manusia itu akan dikeluarkan dari simpanannya pada hari kiamat, dan akan diperlihatkan kepada mereka, sehingga mereka dapat mengetahui isinya secara terbuka.

Dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa tugas pencatatan amal perbuatan manusia itu diurus oleh malaikat. Allah swt berfirman:

# وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَلْفِظِينَ ۗ كِرَامًا كَاتِينَ ۚ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿

Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Infi<sup>-</sup>±r/82: 10-12)

Hadis Nabi Muhammad berikut menerangkan lebih jelas hal yang sama:

عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: يَا ابْن آدَمَ بَسَطْنَا لَكَ صَحِيْفَةً وَوُكِّلَ بِكَ مَلَكَانِ كَرِيْمَان. وَأَمَّا أَدِيْ عَنْ يَمِيْنِكَ فَيَحْفَظُ حَسَنَاتِكَ. وَأَمَّا الَّذِيْ عَنْ يَمِيْنِكَ فَيَحْفَظُ حَسَنَاتِكَ. وَأَمَّا عَنْ شَمَالِكَ فَيَحْفَظُ سَيِّئَاتِكَ. فَاعْمَلْ مَا شَئْتَ أَقَلَّ أَوْ كَثُرَ حَتَّى إِذَا مُتَ طَوَيْتُ صَحَيْفَتَكَ فَجَعَلْتُ فِي عُنُقِكَ مَعَكَ فِي قَبْرِكَ حَتَّى تَحْرُجَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَتَابًا تلقاه مَنْشُورًا، وَقَرَأُ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيْبًا. (رواه ابن جرير الطبري)

Diriwayatkan dari Al-¦ asan bahwa Rasulullah saw bersabda, "Allah berfirman kepada Bani Adam, "Hai Bani Adam! Kami telah membuka lembaran-lembaran Kitab, dan telah ditunjuk dua malaikat yang mulia sebagai wakil: satu di sebelah kanan, dan satu lagi di sebelah kiri. Adapun yang di sebelah kanan, pekerjaannya mencatat amal baikmu, sedang yang di sebelah kiri mencatat amal perbuatan burukmu. Maka berbuatlah menurut kesukaanmu amal perbuatan yang banyak atau yang sedikit sehingga ajal datang merenggutmu. Dan apabila engkau telah mati, Aku lipat lembaran-lembaran kitab itu dan Aku kalungkan ke lehermu dan tetap bersamamu dalam kubur hingga hari kiamat. Pada hari itu, kitab itu akan dikeluarkan dan engkau menemuinya dalam keadaan terbuka. Bacalah kitab catatan itu niscaya pada hari itu engkau akan mengetahui bahwa kitab itu cukup sebagai penghisab amal perbuatanmu. (Riwayat Ibnu Jar³r a⁻-° abar³)

(14) Ayat ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat, manusia tidak dapat memungkiri catatan-catatan itu, karena pencatatnya adalah para malaikat yang memang ditunjuk oleh Allah, yang pekerjaannya khusus mencatat amal perbuatan manusia. Itulah sebabnya maka Allah swt menegaskan di akhir ayat bahwa cukuplah pada hari itu diri mereka sendiri sebagai penghisab amal perbuatan mereka. Maksudnya semua catatan yang termuat dalam kitab itu cukup akurat sebagai bukti karena apa yang tercatat dalam kitab itu merupakan rekaman dari amal perbuatan mereka. Seolah-olah mereka sendirilah yang membuat catatan-catatan itu. Firman Allah:

# وَوْضِعَ الْكِتْبُ فَنَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَافِيْهِ وَيَقُولُونَ بُويْلَتَنَا مَالِهِ هَذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ مَعِيْرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْصُهُ الْوَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا اللهِ

Dan diletakkanlah kitab (catatan amal), lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata, "Betapa celaka kami, kitab apakah ini, tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya," dan mereka dapati (semua) apa yang telah mereka kerjakan (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. (al-Kahf/18: 49)

Dengan demikian, tidak perlu adanya bukti-bukti lain sebagai penguat karena semua catatan yang tergores dalam kitab itu menjadi bukti yang sangat meyakinkan, sehingga tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi.

(15) Dalam sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu 'Abbas dinyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Walid bin Mugirah ketika ia berkata kepada penduduk Mekah, "Ingkarilah Muhammad dan sayalah yang menanggung dosamu."

Dalam ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah dan tuntunan Rasulullah, yaitu melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, berarti dia telah berbuat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia akan memperoleh catatan tentang amal perbuatan baiknya di dalam kitabnya. Ia akan merasa bahagia karena akan mendapatkan keridaan Allah, dan menerima imbalan yang berlimpah, yaitu surga dengan berbagai kenikmatan yang serba menyenangkan. Akan tetapi, barang siapa yang sesat, yaitu orang yang menyimpang dari bimbingan Al-Qur'an, akan mengalami kerugian. Ia akan mendapatkan catatan tentang amal perbuatan buruknya di dalam kitab itu. Ia akan merasakan penyesalan yang tidak ada gunanya dan akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagai balasan yang pantas baginya.

Selanjutnya, Allah swt menegaskan bahwa pada hari itu orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tiap-tiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatan buruknya sendiri, sehingga tidak mungkin seseorang dibebani dosa selain dosanya sendiri. Mereka akan menerima balasan amal sesuai dengan berat ringan kejahatan yang mereka lakukan.

Apabila ada orang yang disiksa karena menyesatkan orang lain, sehingga dijatuhi hukuman sesuai dengan dosa orang yang disesatkan, bukan berarti orang yang menyesatkan itu menanggung dosa orang yang disesatkan. Akan tetapi, orang yang menyesatkan itu dianggap berdosa karena menyesatkan orang lain. Oleh sebab itu, ia dihukum sesuai dengan dosanya sendiri, dan ditambah dengan dosa menyesatkan orang.

Allah swt berfirman:

(Ucapan mereka) menyebabkan mereka pada hari Kiamat memikul dosadosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). (an-Na¥I/16: 25)

Dan firman Allah:

# وكيحيلك أثقالكم وأثقالا معاثقاليم

Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. (al-'Ankabut/29: 13)

Di akhir ayat ini, disebutkan bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang atau suatu kaum sebelum mengutus seorang rasul. Maksudnya Allah tidak akan membebankan hukuman kepada orang-orang yang melakukan suatu perbuatan kecuali setelah mengutus seorang rasul untuk membacakan dan menerangkan ketentuan hukumannya. Dengan demikian, ayat ini dipandang sebagai asas legalitas dalam pidana Islam. Artinya, semua perbuatan yang diancam dengan hukuman haruslah terlebih dahulu diundangkan melalui sarana perundang-perundangan yang dapat menjamin bahwa peraturan ini dapat diketahui oleh seluruh rakyat. Hal itu juga berarti bahwa sosialisasi perundang-undangan merupakan hal yang penting.

Ayat ini juga mengandung maksud bahwa Allah tidak akan membinasakan umat karena dosanya, sebelum mengutus seorang utusan yang memberi peringatan dan menyampaikan syariat Allah kepada mereka, dan memberi ancaman jika mereka membangkang dan tetap dalam pembangkangannya.

Allah swt berfirman:

ػؙڷۜڡؘۜٲڷ۫ڣۣڮڣۼٛٵڡؘٚٷڿؙڛٵۿؙؠ۫ڂڒؘؽؘؾؙٛٵٙڷڷڗؠٲ۫ؾڰؙۯڹۮؚؿۯ۞ڡۧٲڷۊٵؠڶڡٙۮۻٙٲ؞ٙٮؘٵڹؘۮؚڰٛ<sup>ڒ</sup>ڣؖڰۮٞڹٮٵۅؘڰ۬ڷٮٵٮؘڒؘڶ۩ڵۿ ڡؚڹ۫ۺؘؠ۫ٵۣڹٵؘۺ۫ڂٳڵٳڣۣۻڶڶڔۣڮؚؠۯٟ۞ Setiap kali ada sekumpulan (orang-orang kafir) dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu (di dunia)?" Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakan(nya) dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu apa pun, kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar." (al-Mulk/67: 8-9)

Dan firman-Nya:

# ٱۅؘڸؘۯنُعَيَرَكُمْ مَّايَتَذَكَّرُفِيْهِ مَنْ تَذَكَّرُوَجَاٚءَكُمُ النَّذِيْرُ ۖ فَذُوْقُوٓا فَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيبًرِ ۞

Bukankah Kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami), dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. (F±-ir/35: 37)

(16) Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa apabila Dia berkehendak untuk membinasakan suatu negeri, maka Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Maksudnya apabila suatu kaum telah melakukan kemaksiatan dan kejahatan secara merata, dan pantas dijatuhi siksaan, maka Allah swt karena keadilan-Nya, tidaklah segera menjatuhkan siksaan sebelum memberikan peringatan kepada para pemimpin mereka untuk menghentikan kemaksiatan dan kejahatan kaumnya dan segera kembali taat kepada ajaran Allah.

Akan tetapi, dari sejarah kita mengetahui bahwa orang-orang yang jauh dari hidayah Allah tidak mau mendengarkan peringatan itu, bahkan mereka menjadi pembangkang dan penentangnya. Allah lalu memusnahkan mereka dari muka bumi dengan berbagai azab, baik berupa bencana alam, maupun bencana-bencana lainnya. Itulah ketentuan Allah yang tak dapat dielakkan. Allah menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, sehingga tidak ada sedikit pun yang tersisa, baik rumah-rumah maupun harta kekayaan mereka.

(17) Allah lalu mengisahkan kaum-kaum yang mengalami nasib yang sama setelah Nuh. Mereka dibinasakan karena pembangkangan mereka terhadap utusan-utusan Allah yang ditugasi untuk menghentikan mereka dan mengajak untuk kembali menaati Allah. Ayat ini sebagai penegasan terhadap ayat yang lalu, bahwa tiap kaum yang tetap membangkang setelah datangnya rasul yang memberi peringatan kepada mereka, pasti akan mengalami nasib buruk yang sama dengan umat-umat terdahulu.

Di akhir ayat ini, Allah swt menyebutkan bahwa balasan yang serupa itu adalah balasan yang bijaksana dan adil, karena Allah telah memberi

peringatan dan mengetahui tindak-tanduk mereka. Allah Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya.

### Kesimpulan

- 1. Semua amalan manusia akan dicatat dalam sebuah kitab. Catatan itu menjadi bukti bagi mereka dan akan diperlihatkan di hari pembalasan.
- 2. Catatan itu menjadi bukti yang tidak bisa dibantah karena merupakan rekaman dari perbuatan mereka sendiri.
- 3. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, ia sendirilah yang akan menerima pahalanya, sedangkan siapa yang berbuat sesuatu yang menyimpang dari hidayah Allah, maka ia sendirilah yang akan menerima akibatnya. Hal ini menunjukkan ketidakmungkinan seseorang menanggung dosa orang lain, dan tidak mungkin seseorang dijatuhi hukuman sebelum diberi ketentuan yang menjadi suatu peraturan.
- 4. Orang-orang yang suka hidup bermewah-mewahan dan meninggalkan berbagai kewajiban sebagai hamba akan diazab sampai binasa.

#### KASIH SAYANG ALLAH BAGI SEMUA MAKHLUK

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَة عَبَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ ثَرِيْدُ ثُرَّجُعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَهَا مَذْمُوْمًا مَّذُمُوْمًا مَّذُمُوْمًا مَذْمُوْرًا ﴿ وَمَنْ اَرَادَا لَا خِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ اوَهُومُ وَمُنَ فَاولِإِكَكَانَ سَعْيُهُمُ مَّ شَكُورًا ۞ كُلَّا نَهِدُ هَوَ لَآءِ وَهَ وَلَا ءِمِنْ عَطَآءِ رَبِكَ فَوَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِك عَخْظُورًا ۞ أَنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَا خِرَةُ ٱكْبَرُدُ رَجْتٍ قَاكُبُرُ تَفْضِيْلًا ۞ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللّهِ اللّهَ الْخَرَقَةَ عُدَمَذُ مُوقًا مَّذَنُولًا ﴿ وَلَا اللّهِ اللّهَ الْخَرَقَةَ عُدَمَذُ مُوقًا مَا نَذُولًا ﴿ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهَ الْخَرَقَةَ عُدَمَذُ مُوقًا مَا خَذُولًا ﴿ وَاللّهُ الْمُ اللّهِ اللّهُ الْمُ الْمَا الْحَرَقَةُ عُدَمَذُ مُوقًا مَا فَذُولًا ﴿ وَاللّهُ الْمُ اللّهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَا لَا اللّهُ اللّهُ الْوَلَا اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ ُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ Terjemah

(18) Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki. Kemudian Kami sediakan baginya (di akhirat) neraka Jahanam; dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. (19) Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. (20) Kepada masing-masing (golongan), baik (golongan) ini (yang menginginkan dunia) maupun (golongan) itu (yang menginginkan akhirat), Kami berikan bantuan dari

kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. (21) Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian (yang lain). Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaan. (22) Janganlah engkau mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

#### Kosakata:

Kata ini terambil dari kata ( ೨- - - - ) yang berarti kecepatan (al-isr±). Dari arti ini lalu muncul arti ketergesaan. Al-'Uj±lah artinya sesuatu yang dipercepat keberadaannya. Dunia dikatakan al-'±jilah karena ia cepat rusak dan binasa. Sedangkan akhirat dikatakan al-'±jilah karena akhirat masih ada di depan, masih menunggu. Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia akan memberikan kehidupan dunia kepada siapa pun, baik orang kafir maupun mukmin. Jika yang diinginkan adalah dunia saja maka dia hanya menikmatinya di dunia saja. Di akhirat dia akan disiksa. Ayat ini secara tersirat menghimbau kepada orang mukmin agar mereka mempunyai jangkauan kehidupan yang lebih jauh lagi. Tidak terbatas di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Karena di sanalah seseorang menjumpai kehidupan yang sebenar benarnya. Jika yang dituju hanyalah kehidupan dunia maka yang akan didapatkannya adalah kebahagiaan sesaat. Padahal dia masih harus menjalani kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan di akhirat.

 $'A^{-}\pm'$  artinya pemberian. Jamaknya adalah:  $a'^{-}iyah$ . Jika dijamakkan lagi dikatakan  $a'^{-}iy\pm t$ .  $A'^{-}iy\pm tul$ -mul $\mu k$  artinya pemberian raja-raja.

#### Munasabah

Pada ayat yang lalu, Allah menerangkan tentang adanya kitab yang menjadi rekaman semua perbuatan manusia. Pada ayat ini, Allah menjelaskan berbagai kelompok manusia, ada yang menghendaki kehidupan dunia, dan ada yang menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat. Allah melimpahkan kemurahan-Nya kepada kedua kelompok tersebut.

#### Tafsir

(18) Allah swt mengelompokkan manusia ke dalam dua golongan: golongan yang mencintai kehidupan dunia, dan golongan yang mencintai kehidupan akhirat.

Dalam ayat ini, Allah swt menyebutkan golongan yang pertama, sedangkan golongan yang kedua disebutkan dalam ayat berikutnya. Ketika menyebutkan golongan yang pertama, Allah swt menyatakan bahwa barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dengan kenikmatannya yang dapat

mereka rasakan, maka Allah swt menyegerakan keinginan mereka itu di dunia sesuai dengan kehendaknya. Tetapi di akhirat, mereka tidak mendapat apapun kecuali azab neraka.

Pernyataan ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, sehingga mereka yakin bahwa tidak ada lagi kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa mereka terlalu rakus terhadap kekayaan dunia dan kemewahannya, padahal kehidupan dunia serta kenikmatannya bersifat sementara. Oleh karena itu, kehidupan di dunia dan kemewahannya itu digambarkan Allah sebagai suatu yang segera dapat diperoleh dan dirasakan, tetapi segera pula musnah dan berakhir. Firman Allah:

# ۅۘڵٳؿڂڛۘڹؘۜٵڵٙڍؚؠ۫ڹؘػڣؘۯؙۊۧٵٮؘٛڡؘانُمَإِيْ لَهُمُ خَيْرُ لِاَ نَفُسِمٍ ۗ إِنْمَانُمَ لِيُ لَمُمُ لِيَزُ دَادُوَّا إِخْسَأً وَكُمُ عَذَابُ مُهِيْنُ

Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah; dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. (2 li 'Imr±n/3: 178)

Kemudian Allah swt mengancam mereka dengan ancaman neraka Jahanam sebagai balasan yang pantas bagi mereka. Di dunia, mereka akan mengalami kesedihan yang mendalam karena berpisah dengan kemewahan dunia yang sangat mereka cintai ketika ajal datang merenggut. Sedangkan di akhirat, mereka akan mengalami penderitaan yang seberat-beratnya dan menyesali perbuatan tercela yang mereka lakukan di dunia.

(19) Dalam ayat ini, Allah swt menyebutkan golongan yang kedua. Allah swt menyatakan bahwa barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh serta tetap beriman, maka dialah orang yang usahanya mendapat balasan yang baik. Yang dimaksud dengan orang-orang yang menghendaki kehidupan akhirat ialah orang-orang yang mencita-citakan kebahagiaan hidup di akhirat, dan berusaha untuk mendapatkannya dengan mematuhi bimbingan Allah serta menjauhi tuntutan hawa nafsunya. Orang yang demikian ini selama hidupnya di dunia menganggap bahwa kenikmatan hidup di dunia serta kemewahannya adalah nikmat Allah yang harus disyukuri dan digunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada-Nya.

Itulah sebabnya di akhir ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa orang yang demikian itulah yang akan mendapat balasan dari Allah dengan pahala yang berlimpah-limpah, sebagai imbalan dari amalnya yang saleh dan ketabahannya melawan kehendak hawa nafsu. Ia akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus dan kekal selama-lamanya di sana.

Dalam ayat ini disebut tiga syarat yang harus dipenuhi agar seseorang itu mencapai kebahagiaan yang abadi yakni:

- 1. Adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat di atas kepentingan duniawi.
- 2. Melakukan amal saleh sebagai perwujudan niatnya mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan jalan menaati perintah Allah dan selalu mendekatkan diri kepada-Nya.
- 3. Menjadi orang mukmin, karena iman merupakan dasar untuk diterima atau tidaknya amal perbuatan. Seseorang yang hatinya kosong dari iman, tidak akan mungkin menerima kebahagiaan yang abadi itu.
- (20) Kemudian Allah swt menegaskan bahwa kedua golongan itu akan dilimpahi kemurahan-Nya. Maksudnya, baik golongan yang mencintai kehidupan duniawi, ataupun golongan yang lebih menyukai kebahagiaan akhirat, akan diberi rezeki dan dibiarkan mengembangkan keturunan. Kemurahan Allah Yang Mahaluas tidak terhalang karena keingkaran seseorang kepada-Nya. Oleh sebab itu, kedua golongan itu sama-sama dapat mencicipi kelezatan hidup di dunia, sesuai dengan usaha mereka masing-masing. Akan tetapi, kedua golongan itu tidak akan merasakan kasih sayang Allah yang sama. Mereka yang mengutamakan kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat, akan masuk neraka Jahanam sebagai tempat yang pantas untuk mereka. Sedangkan mereka yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat dan tidak melupakan kehidupan dunia, akan masuk surga sebagai tempat yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan yang tiada putusnya. Firman Allah:

# وَابْتَغِ فِيْمَا اللَّهُ اللَّهُ الدَّارَ الْلْخِرَةَ وَلَا تَشْرَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. (al-Qa¡a¡/28: 77)

(21) Selanjutnya, Allah swt memerintahkan kepada seluruh manusia agar memperhatikan kemurahan yang diberikan-Nya kepada kedua golongan tersebut. Allah swt melebihkan sebagian golongan atas sebagian yang lain. Dari masing-masing golongan, manusia akan mendapat pelajaran, karena meskipun masing-masing berusaha untuk mencari rezeki dan kenikmatan dunia, namun hasilnya berbeda-beda. Nikmat Allah yang diberikan kepada mereka yang mengutamakan kehidupan dunia menyebabkan mereka bertambah ingkar kepada Zat yang memberikan nikmat itu. Sebaliknya, nikmat yang diberikan kepada mereka yang mengutamakan kehidupan akhirat membuat mereka semakin mensyukuri Zat yang memberikan nikmat itu.

Allah swt berfirman:



Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. (al-An'±m/6: 165)

Dan firman-Nya:

Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. (az-Zukhruf/43: 32)

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa setiap orang harus mengutamakan kehidupan akhirat karena lebih tinggi derajatnya dan lebih utama dari kehidupan dunia. Mengenai kehidupan di akhirat ini digambarkan dalam hadis:

Bersabda Nabi saw, "Sesungguhnya orang yang memiliki derajat yang tinggi akan melihat tempat yang mulia di akhirat, seperti engkau melihat bintang di ketinggian langit." (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim dari Abµ Sa'³d al-Khudr³)

(22) Allah swt melarang manusia menuhankan sesuatu selain Allah, seperti menyembah patung dan arwah nenek moyang walaupun dengan maksud mendekatkan diri kepada-Nya. Termasuk yang dilarang ialah mengakui adanya kekuatan lain selain Allah yang dapat mempengaruhi dirinya, atau melakukan perbuatan nyata, seperti memuja benda-benda, ataupun kekuatan gaib lain yang dianggap sebagai tuhan. Larangan ini ditujukan kepada seluruh manusia agar tidak sesat dan menyesal karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan terhadap Penciptanya. Mereka seharusnya mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka, bukan menyekutukan-Nya karena tidak ada penolong manusia selain Allah.

Allah swt berfirman:

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? (2 li 'lmr±n/3: 160)

### Kesimpulan

- Kemurahan Allah swt berlaku umum di dunia, tercurahkan kepada mereka yang beriman kepada-Nya ataupun yang tidak. Tetapi kasih sayang-Nya hanya diberikan kepada mereka yang beriman dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Mereka yang hanya mengutamakan kehidupan dunia akan diberi azab yang pedih di akhirat.
- 2. Kenikmatan yang diberikan kepada manusia menjadi ujian bagi mereka. Barang siapa yang mendapat nikmat Allah kemudian mensyukurinya, akan mendapatkan keridaan-Nya. Sedangkan mereka yang mendapat nikmat Allah, kemudian mengingkarinya, maka akan mendapatkan kemurkaan-Nya.
- 3. Manusia dilarang mengada-adakan tuhan selain Allah karena hal tersebut merupakan tindakan tidak adil kepada Allah.

#### HORMAT KEPADA ORANG TUA

Terjemah

(23) Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (24) Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." (25) Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat.

(al-Isr±'/17: 24) جَنَاحَ الذُّلِّ (al-Isr±'/17: 24)

Kata jan±¥ diambil dari kata: jana¥a-yajni¥u-jan¥an, yang artinya menimpa. Jana¥ a⁻-⁻air artinya sayap burung. Kata jan±¥ pada ayat 24 Surah al-Isr±' di atas pada mulanya berarti sayap. Seekor burung merendahkan sayapnya pada saat ia hendak mendekat dan bercumbu kepada betinanya, demikian juga bila ia melindungi anak-anaknya. Sayapnya terus dikembangkan dengan merendah dan merangkul, serta tidak beranjak meninggalkan tempat dalam keadaan demikian sampai berlalunya bahaya. Dari sini ungkapan tersebut dipahami dalam arti kerendahan hati, hubungan harmonis, perlindungan, dan ketabahan

Pada kata  $jan\pm 4$  terdapat kata  $a^{\circ}-^{\circ}uII$  yang artinya adalah kerendahan. Dalam konteks keadaan burung, ia juga mengembangkan sayapnya pada saat ia takut, untuk menunjukkan ketundukannya kepada ancaman. Dengan demikian, kata  $jan\pm 4$   $a^{\circ}-^{\circ}uII$  berarti sayap kerendahan. Maksud sayap di atas, sang anak diperintahkan untuk merendahkan diri kepada orang tuanya karena dilandasi rasa hormat dan takut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kedudukan ibu bapaknya.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama ialah orang-orang yang mencintai kenikmatan dunia, tetapi mengabaikan kebahagiaan akhirat. Golongan kedua, ialah mereka yang menaati perintah Allah dan bernaung di bawah bimbingan-Nya. Mereka mencari keutamaan dunia untuk kepentingan akhirat. Dalam ayat-ayat ini, Allah swt menerangkan beberapa petunjuk-Nya tentang adab manusia terhadap Allah, dan sopan santun kepada orang tua.

#### Tafsir

(23) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, agar mereka memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan keimanan. Faktor-faktor itu ialah:

Pertama, agar manusia tidak menyembah tuhan selain Allah. Termasuk pada pengertian menyembah tuhan selain Allah ialah mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga selain yang datang dari Allah.

Semua benda yang ada, yang kelihatan ataupun yang tidak, adalah makhluk Allah. Oleh sebab itu, yang berhak mendapat penghormatan tertinggi hanyalah Zat yang menciptakan alam dan semua isinya. Dialah yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada seluruh makhluk-Nya. Maka apabila ada manusia yang memuja benda ataupun kekuatan gaib selain Allah, berarti ia telah sesat, karena semua benda-benda itu adalah makhluk-Nya, yang tak berkuasa memberikan manfaat dan tak berdaya untuk menolak kemudaratan, sehingga tak berhak disembah.

Kedua, agar manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapak mereka. Penyebutan perintah ini sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah mempunyai maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik terhadap ibu bapak. Juga bermaksud agar mereka mensyukuri kebaikan kedua ibu bapak, betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan, baik pada saat melahirkan maupun ketika kesulitan dalam mencari nafkah, mengasuh, dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapak dijadikan sebagai kewajiban yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban yang lain, dan diletakkan Allah dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah hanya kepada-Nya.

Allah berfirman:

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. (an-Nis±'/4: 36)

Sebaliknya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dinyatakan sebagai orang yang berbuat maksiat, yang dosanya diletakkan pada urutan kedua, sesudah dosa orang yang mempersekutukan Allah dengan tuhantuhan yang lain.

Allah swt berfirman:

Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, dan berbuat baik kepada ibu bapak. (al-An'±m/6: 151)

Allah swt memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua karena beberapa alasan berikut:

- Kasih sayang dan usaha kedua ibu bapak telah dicurahkan kepada anakanaknya agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, dan terhindar dari jalan yang sesat. Maka sepantasnyalah apabila kasih sayang yang tiada taranya itu, dan usaha yang tak mengenal susah payah itu mendapat balasan dari anak-anak mereka dengan memperlakukan mereka dengan baik dan mensyukuri jasa baik mereka.
- 2. Anak-anak adalah belahan jiwa dari kedua ibu bapak.
- 3. Sejak masih bayi hingga dewasa, pertumbuhan dan pendidikan anakanak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka seharusnyalah anak-anak menghormati dan berbuat baik kepada orang tuanya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa nikmat yang paling banyak diterima oleh manusia ialah nikmat Allah, sesudah itu nikmat yang diterima dari kedua ibu bapak. Mereka juga penyebab kedua adanya anak, sedangkan Allah adalah penyebab pertama (hakiki). Itulah sebabnya maka Allah swt meletakkan kewajiban berbuat baik kepada ibu bapak pada urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah hanya kepada Allah.

Sesudah itu Allah swt menetapkan bahwa apabila salah seorang di antara kedua ibu bapak atau kedua-duanya telah berumur lanjut, sehingga mengalami kelemahan jasmani, dan tak mungkin lagi berusaha mencari nafkah, mereka harus hidup bersama dengan anak-anaknya, agar mendapatkan nafkah dan perlindungan. Menjadi kewajiban bagi anak-anaknya untuk memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta menghormati mereka sebagai rasa syukur terhadap nikmat yang pernah diterima dari keduanya.

Dalam ayat ini terdapat beberapa ketentuan dan sopan santun yang harus diperhatikan anak terhadap kedua ibu bapaknya, antara lain:

- Seorang anak tidak boleh mengucapkan kata kotor dan kasar meskipun hanya berupa kata "ah" kepada kedua ibu bapaknya, karena sikap atau perbuatan mereka yang kurang disenangi. Keadaan seperti itu seharusnya disikapi dengan sabar, sebagaimana perlakuan kedua ibu bapaknya ketika merawat dan mendidiknya di waktu masih kecil.
- 2. Seorang anak tidak boleh menghardik atau membentak kedua ibu bapaknya, sebab bentakan itu akan melukai perasaan keduanya. Menghardik kedua ibu bapak ialah mengeluarkan kata-kata kasar pada saat si anak menolak atau menyalahkan pendapat mereka, sebab tidak sesuai dengan pendapatnya. Larangan menghardik dalam ayat ini adalah sebagai penguat dari larangan mengatakan "ah" yang biasanya diucapkan oleh seorang anak terhadap kedua ibu bapaknya pada saat ia tidak menyetujui pendapat mereka.
- 3. Hendaklah anak mengucapkan kata-kata yang mulia kepada kedua ibu bapak. Kata-kata yang mulia ialah kata-kata yang baik dan diucapkan dengan penuh hormat, yang menggambarkan adab sopan santun dan penghargaan penuh terhadap orang lain. Oleh karena itu, jika seorang anak berbeda pendapat dengan kedua ibu bapaknya, hendaklah ia tetap menunjukkan sikap yang sopan dan penuh rasa hormat.
- (24) Kemudian Allah swt memerintahkan kepada kaum Muslimin agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Yang dimaksud dengan sikap rendah hati dalam ayat ini ialah menaati apa yang mereka perintahkan selama perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Taat anak kepada kedua orang tua merupakan tanda kasih sayang dan hormatnya kepada mereka, terutama pada saat keduanya sangat memerlukan pertolongan anaknya.

Ditegaskan bahwa sikap rendah hati itu haruslah dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dibuat-buat untuk sekadar menutupi celaan atau menghindari rasa malu pada orang lain. Sikap rendah hati itu hendaknya betul-betul dilakukan karena kesadaran yang timbul dari hati nurani.

Di akhir ayat, Allah swt memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk mendoakan kedua ibu bapak mereka, agar diberi limpahan kasih sayang Allah sebagai imbalan dari kasih sayang keduanya dalam mendidik mereka ketika masih kanak-kanak.

Ada beberapa hadis Nabi saw yang memerintahkan agar kaum Muslimin berbakti kepada kedua ibu bapaknya:

Diriwayatkan dari 'Abdull±h bin 'Umar bahwa sesungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw meminta izin kepadanya, agar diperbolehkan ikut berperang bersamanya, lalu Nabi bersabda, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang laki-laki itu menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Maka berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu." (Riwayat Muslim dan al-Bukh±r³ dalam bab al-adab)

Seorang anak belumlah dianggap membalas jasa kedua ibu bapaknya, kecuali apabila ia menemukan mereka dalam keadaan menjadi budak, kemudian ia menebus mereka dan memerdekakannya. (Riwayat Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah)

Di dalam ayat yang ditafsirkan di atas tidak diterangkan siapakah yang harus didahulukan mendapat bakti antara kedua ibu bapak. Akan tetapi,

dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa berbakti kepada ibu didahulukan daripada kepada bapak, seperti diriwayatkan dalam ca = 3 al-Bukh±r³ dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُبُوكَ. (رواه الشيخان)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw ditanya, "Siapakah yang paling berhak mendapat perlakuan yang paling baik dariku?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya, "Siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya, "Siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya, "Siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Bapakmu." (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim)

Berbakti kepada kedua orang tua, tidak cukup dilakukan pada saat mereka masih hidup, akan tetapi terus berlanjut meskipun keduanya sudah meninggal dunia. Adapun tata caranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu M±jah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبُوَيَّ شَيْئٌ أَبِرُّهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ نَعَمْ، خِصَالٌ أَرْبَعٌ: الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالْإِسْتَغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدَيْقَهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ رَحِمَ لَكَ إِلاَّ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَهٰذَا الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا. (رواه ابن ماجه عن أبي أسيد)

Bahwa Rasulullah saw ditanya, "Masih adakah kebaktian kepada kedua orang tuaku, setelah mereka meninggal dunia?" Rasulullah saw menjawab, "Ya, masih ada empat perkara, mendoakan ibu bapak itu kepada Allah, memintakan ampun bagi mereka, menunaikan janji mereka, dan menghormati teman-teman mereka serta menghubungkan tali persaudaraan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kamu kecuali dari pihak mereka. Maka inilah kebaktian yang masih tinggal yang harus kamu tunaikan, sebagai kebaktian kepada mereka setelah mereka meninggal dunia." (Riwayat Ibnu M±jah dari Abu Usaid)

(25) Allah swt lalu memperingatkan kaum Muslimin agar benar-benar memperhatikan urusan berbakti kepada kedua ibu bapak dan tidak menganggapnya sebagai urusan yang remeh. Dijelaskan bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang tergerak dalam hati mereka, apakah benar-benar berbakti kepada kedua ibu bapak dengan rasa kasih sayang dan penuh kesadaran, ataukah hanya pernyataan lahiriah saja, sedangkan di dalam hati

mereka sebenarnya durhaka dan membangkang. Itulah sebabnya, Allah menjanjikan bahwa apabila mereka benar-benar berbuat baik, yaitu benar-benar menaati tuntutan Allah dan berbakti kepada kedua ibu bapak, maka Dia akan memberikan ampunan kepada mereka atas perbuatan yang melampaui batas-batas ketentuan-Nya. Allah Maha Pengampun kepada siapa saja yang mau bertobat dan kembali menaati perintah-Nya.

Dalam ayat ini terdapat janji baik yang ditujukan kepada orang-orang yang hatinya terbuka untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Sebaliknya, terdapat ancaman keras yang ditujukan kepada orang-orang yang meremehkannya, apalagi yang sengaja mendurhakai kedua ibu bapaknya.

### Kesimpulan

- 1. Allah membimbing seluruh manusia kepada kehidupan yang bahagia, dengan sopan santun pergaulan yang baik, menyuruh mereka melakukan semua perintah-Nya, dan menjauhi semua larangan-Nya.
- 2. Adab manusia kepada Allah ialah mengesakan-Nya dan tidak mengadaadakan tuhan selain Dia.
- 3. Adab manusia kepada ibu bapak ialah menghormati keduanya dengan penghormatan yang tulus, merendahkan hati, dan tidak bersikap kasar kepada mereka, seperti mengucapkan kata-kata kasar atau menghardik.

#### LARANGAN BOROS DAN KIKIR

وَاتِذَا الْقُرِيْ وَكَانَ الشَّيْطِنُ وَابْنَ السَّبِيْ وَلاَ تُبَذِرُ تَبْذِيْ الهَانَ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْ آ إِخْوَانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطُولُ وَلاَ تَجْعُلُ يَدَلَكَ مَغْلُولَةً الحَامُنُ وَكَانَ الشَّيْطُهَا تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمُ الْبَغْفَ وَلَا تَجْعُمُ لَيْدَلَكَ مَغْلُولَةً الحَامُنُ قِلْ وَلاَ تَجْعُمُ لَيْدَلَكَ مَغْلُولَةً الحَامُ فَوَلَا تَعْسَفُولُ وَلاَ تَجْعُمُ لَيْدَلَكَ مَغْلُولَةً الحَامُ وَلاَ تَعْسَفُهُمُ وَالْمَا يَعْبَادِهِ كُلُ السَّيْطِ فَتَقَعْدُمُ لَوْلَا تَعْسَدُولُ اللَّهِ الْمَائِلُولُولَةً اللهُ مُن اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا تَعْسَلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

### Terjemah

(26) Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros. (27) Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (28) Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. (29) Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. (30) Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki); sesungguhnya Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hamba-Nya. (31) Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

# (al-Isr±'/17: 27) اَلْمُبَذِّرِيْنَ Kosakata: *al-Muba<sup>©©</sup>ir³n* اَلْمُبَذِّرِيْنَ

Kata al-muba  $^{\circ}e$ i $^{\circ}i$  $^{\circ}n$  adalah bentuk  $isim f_{\pm}'il jama'$  dari ba  $^{\circ}e$ a $^{\circ}a$ ra-yuba  $^{\circ}e$ i $^{\circ}i$ ru-tab  $^{\circ}i$ ran yang artinya adalah hal berlebih-lebihan, membuang-buang harta, atau pemborosan. Kata tab  $^{\circ}i$ r/pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Oleh karena itu, jika seseorang menafkahkan/membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau hak, maka ia bukanlah pemboros (al-muba  $^{\circ}e$ i $^{\circ}i$ ).

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan tentang keharusan beribadah hanya kepada Allah dan bersikap hormat serta berbakti kepada orang tua. Pada ayat-ayat ini, Allah memerintahkan mereka untuk berbuat baik kepada keluarga dekat dan orang-orang miskin sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, dan melarang mereka berlaku boros (tab<sup>©3</sup>r).

#### Tafsir

(26) Pada ayat ini, Allah swt memerintahkan kepada kaum Muslimin agar memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hak yang harus dipenuhi itu ialah: mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, mengunjungi rumahnya dan bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan yang mereka alami. Sekiranya ada di antara keluarga dekat, ataupun orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan itu memerlukan biaya untuk keperluan hidupnya maka hendaklah diberi bantuan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang yang dalam perjalanan yang patut diringankan penderitaannya ialah orang yang melakukan perjalanan karena tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh agama. Orang yang demikian keadaannya perlu dibantu dan ditolong agar bisa mencapai tujuannya.

Di akhir ayat, Allah swt melarang kaum Muslimin bersikap boros yaitu membelanjakan harta tanpa perhitungan yang cermat sehingga menjadi mubazir. Larangan ini bertujuan agar kaum Muslimin mengatur pengeluarannya dengan perhitungan yang secermat-cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan keperluan dan pendapatan mereka. Kaum Muslimin juga tidak boleh menginfakkan harta kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya, atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya.

Keterangan lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya kaum Muslimin membelanjakan hartanya disebutkan dalam firman Allah swt:

# وَالَّذِيْنَ إِذَّا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكُمْ مَقْتُرُوا وَكُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (al-Furq±n/25: 67)

Adapun keterangan yang menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat tentang larangan boros yang berarti mubazir dapat diperhatikan dalam hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَعْدِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟ قَالَ: أُوفِي الْوُضُوْءِ اِسْرَافٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ. (رواه ابن ماجه)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah saw bertemu Sa'ad pada waktu berwudu, lalu Rasulullah bersabda, "Alangkah borosnya wudumu itu hai Sa'ad!" Sa'ad berkata, "Apakah di dalam berwudu ada pemborosan?" Rasulullah saw bersabda, "Ya, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir." (Riwayat Ibnu M±jah)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُوْوَلَد وَحَاضِرَة فَأَخْبِرْنِيْ كَيْفَ أُنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مَنْ مَالِكَ إِنْ كَانَ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِيْنِ. فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللهِ: أَقْلِلْ لِي، فَقَالَ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَدِّرُ تَبْدِيْرًا. فَقَالَ حَسْبِيْ يَا رَسُوْلِكَ فَقَدْ بَرِثْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ حَسْبِيْ يَا رَسُوْلُ اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ

Diriwayatkan dari Anas bin M±lik bahwa ia berkata, "Datanglah seorang laki-laki dari Bani Tamim kepada Rasulullah saw seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Saya adalah seorang yang berharta, banyak keluarga, anak, dan tamu yang selalu hadir, maka terangkanlah kepadaku bagaimana saya harus membelanjakan harta, dan bagaimana saya harus berbuat." Maka Rasulullah saw bersabda, "Hendaklah kamu mengeluarkan zakat dari hartamu jika kamu mempunyai harta, karena sesungguhnya zakat itu penyucian yang menyucikan kamu, peliharalah silaturrahim dengan kaum kerabatmu, dan hendaklah kamu ketahui tentang hak orang yang meminta pertolongan, tetangga, dan orang miskin. Kemudian lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah! Dapatkah engkau mengurangi kewajiban itu kepadaku?" Rasulullah saw membacakan ayat: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Lalu lelaki itu berkata, "Cukuplah bagiku wahai Rasulullah, apabila aku telah menunaikan zakat kepada amil zakatmu, lalu aku telah bebas dari kewajiban zakat yang harus dibayarkan kepada Allah dan Rasul-Nya," lalu Rasulullah saw bersabda, "Ya, apabila engkau telah membayar zakat itu kepada amilku, engkau telah bebas dari kewajiban itu dan engkau akan menerima pahalanya, dan orang yang menggantikannya dengan yang lain akan berdosa." (Riwayat A¥mad)

(27) Kemudian Allah swt menyatakan bahwa para pemboros adalah saudara setan. Ungkapan serupa ini biasa dipergunakan oleh orang-orang Arab. Orang yang membiasakan diri mengikuti peraturan suatu kaum atau mengikuti jejak langkahnya, disebut saudara kaum itu. Jadi orang-orang yang memboroskan hartanya berarti orang-orang yang mengikuti langkah setan. Sedangkan yang dimaksud pemboros dalam ayat ini ialah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya dalam perbuatan maksiat yang tentunya di luar perintah Allah. Orang-orang yang serupa inilah yang disebut kawan-kawan setan. Di dunia mereka tergoda oleh setan, dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam.

Allah swt berfirman:

# وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُفَيِّضْ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَلَهُ قَرِيْنُ<sup></sup>

Dan barangsiapa berpaling dari pengajaran Allah Yang Maha Pengasih (Al-Qur'an), Kami biarkan setan (menyesatkannya) dan menjadi teman karibnya. (az-Zukhruf/43: 36)

Dan firman Allah swt:

# ٱحۡثُرُواالَّذِيۡنَظَلَمُوۡا وَاَزْوَاجِهُمۡ وَمَاكَانُوۡا يَعۡبُدُوۡنَ <sup>لا</sup>

(Diperintahkan kepada malaikat), "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. (a¡-¢±ff±t/37: 22)

Di akhir ayat, dijelaskan bahwa setan sangat ingkar kepada Tuhannya, maksudnya sangat ingkar kepada nikmat Allah yang diberikan kepadanya, dan tidak mau mensyukurinya. Bahkan, setan membangkang tidak mau menaati perintah Allah, dan menggoda manusia agar berbuat maksiat.

Al-Karkhi menjelaskan keadaan orang yang diberi kemuliaan dan harta berlimpah. Apabila orang itu memanfaatkan harta dan kemuliaan itu di luar batas-batas yang diridai Allah, maka dia telah mengingkari nikmat Allah. Orang yang berbuat seperti itu, baik sifat ataupun perbuatannya, dapat disamakan dengan perbuatan setan.

Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan perbuatan orangorang Jahiliah. Telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab menumpuk harta yang mereka peroleh dari rampasan perang, perampokan, dan penyamunan. Harta itu kemudian mereka gunakan untuk berfoya-foya supaya mendapat kemasyhuran. Orang-orang musyrik Quraisy pun menggunakan harta mereka untuk menghalangi penyebaran agama Islam, melemahkan pemelukpemeluknya, dan membantu musuh-musuh Islam. Ayat itu turun untuk menyatakan betapa jeleknya usaha mereka.

- (28) Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana sikap yang baik terhadap orang-orang yang sangat memerlukan pertolongan, sedangkan orang yang dimintai pertolongan itu tidak mempunyai kemampuan untuk menolong. Apabila hal itu terjadi pada seseorang, maka hendaklah ia mengatakan kepada orang itu dengan perkataan yang sopan dan lemah lembut. Jika ia mempunyai kesanggupan di waktu yang lain, maka hendaklah berjanji dengan janji yang bisa dilaksanakan dan memuaskan hati mereka.
- (29) Selanjutnya dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan cara-cara yang baik dalam membelanjakan harta. Allah menerangkan keadaan orang-orang yang kikir dan pemboros dengan menggunakan ungkapan jangan menjadikan tangan terbelenggu pada leher, tetapi juga jangan terlalu mengulurkannya. Kedua ungkapan ini lazim digunakan orang-orang Arab. Yang pertama berarti larangan berlaku bakhil atau kikir, sehingga enggan memberikan harta kepada orang lain, walaupun sedikit. Ungkapan kedua berarti melarang orang berlaku boros dalam membelanjakan harta, sehingga melebihi kemampuan yang dimilikinya. Kebiasaan memboroskan harta akan mengakibatkan seseorang tidak mempunyai simpanan atau tabungan yang bisa digunakan ketika dibutuhkan.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa cara yang baik dalam membelanjakan harta ialah dengan cara yang hemat, layak dan wajar, tidak terlalu bakhil dan tidak terlalu boros. Terlalu bakhil akan menjadikan seseorang tercela, sedangkan terlalu boros akan mengakibatkan pelakunya pailit atau bangkrut.

Adapun keterangan-keterangan yang didapat dari hadis-hadis Nabi dapat dikemukakan sebagai berikut:

Imam A¥mad dan ahli hadis yang lain meriwayatkan dari Ibnu 'Abb±s bahwa Rasulullah saw bersabda:

Tidak akan menjadi miskin orang yang berhemat.

Hadis ini menjelaskan pentingnya berhemat, sehingga Nabi mengatakan bahwa orang yang selalu berhemat tidak akan menjadi beban orang lain atau menjadi miskin.

Imam al-Baihaq³ meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu 'Abb±s bahwa Rasulullah saw bersabda:

Berlaku hemat dalam membelanjakan harta, separuh dari penghidupan.

(30) Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa Dialah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia pula yang membatasinya. Semuanya berjalan menurut ketentuan yang telah ditetapkan Allah terhadap para hamba-Nya dalam usaha mencari harta dan cara mengembangkannya. Hal ini berhubungan erat dengan alat dan pengetahuan tentang pengolahan harta itu. Yang demikian adalah ketentuan Allah yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh hamba-Nya. Namun demikian, hanya Allah yang menentukan menurut kehendak-Nya.

Di akhir ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa Dia Maha Mengetahui para hamba-Nya, siapa di antara mereka yang memanfaatkan kekayaan demi kemaslahatan dan siapa pula yang menggunakannya untuk kemudaratan. Dia juga mengetahui siapa di antara hamba-hamba-Nya yang dalam kemiskinan tetap bersabar dan tawakal kepada Allah, dan siapa yang karena kemiskinan, menjadi orang-orang yang berputus asa, dan jauh dari rahmat Allah. Allah Maha Melihat bagaimana mereka mengurus dan mengatur harta benda, apakah mereka itu membelanjakan harta pemberian Allah itu dengan boros ataukah bakhil.

Oleh sebab itu, kaum Muslimin hendaknya tetap berpegang kepada ketentuan-ketentuan Allah, dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam membelanjakan harta hendaklah berlaku wajar. Hal itu termasuk sunnah Allah.

(31) Kemudian Allah swt melarang kaum Muslimin membunuh anakanak mereka, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa suku dari bangsa Arab Jahiliah. Mereka menguburkan anak-anak perempuan karena dianggap tidak mampu mencari rezeki, dan hanya menjadi beban hidup saja. Berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mencari harta, berperang, dan menjaga kehormatan keluarga. Anak perempuan dipandang hanya akan memberi malu karena bisa menyebabkan kemiskinan dan menurunkan martabat keluarga karena kawin dengan orang yang tidak sederajat dengan mereka. Apalagi dalam peperangan, anak perempuan tentu akan menjadi tawanan, sehingga tidak mustahil akan mengalami nasib yang hina lantaran menjadi budak. Oleh karena itu, Allah swt melarang kaum Muslimin meniru kebiasaan Jahiliah tersebut, dengan memberikan alasan bahwa rezeki itu berada dalam kekuasaan-Nya. Dia yang memberikan rezeki kepada mereka. Apabila Dia kuasa memberikan rezeki kepada anak laki-laki, maka Dia kuasa pula untuk memberikannya kepada anak perempuan. Allah menyatakan bahwa takut pada kemiskinan itu bukanlah alasan untuk membunuh anak-anak perempuan mereka.

Di akhir ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa membunuh anak-anak itu adalah dosa besar, karena hal itu menghalangi tujuan hidup manusia. Tidak membiarkan anak itu hidup berarti memutus keturunan, yang berarti pula menumpas kehidupan manusia itu sendiri dari muka bumi. Hadis Nabi saw berikut ini menggambarkan betapa besarnya dosa membunuh anak:

Diriwayatkan dari 'Abdull±h bin Mas'µd bahwa ia bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa manakah yang paling besar? Rasulullah menjawab, "Bila engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah itulah yang menciptakanmu." Saya bertanya lagi, "Kemudian dosa yang mana lagi?" Rasulullah saw menjawabnya, "Bila engkau membunuh anakmu karena takut anak itu makan bersamamu." Saya bertanya lagi, "Kemudian dosa yang mana lagi?" Rasulullah saw menjawabnya, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim)

Di samping itu, dapat dikatakan bahwa tindakan membunuh anak karena takut kelaparan adalah termasuk berburuk sangka kepada Allah. Bila tindakan itu dilakukan karena takut malu, maka tindakan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena mengarah pada upaya menghancurkan kesinambungan eksistensi umat manusia di dunia.

Selain mengungkapkan kebiasaan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Arab di masa Jahiliah, ayat ini juga mengungkapkan tabiat mereka yang sangat bakhil.

### Kesimpulan

- 1. Kaum Muslimin diperintahkan Allah untuk membantu keluarga dekatnya yang membutuhkan pertolongan, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan (musafir).
- 2. Dalam memberikan bantuan, Allah mengingatkan agar tidak berlaku boros sehingga menjadi mubazir, atau sebaliknya, terlalu kikir.
- 3. Kaum Muslimin juga diperintahkan untuk mempergunakan harta kekayaan secara wajar dan untuk beribadah kepada Allah.
- 4. Allah melarang membunuh anak perempuan, seperti kebiasaan kaum musyrik Quraisy, dengan alasan takut menjadi miskin dan terhina.
- 5. Allah menjamin rezeki setiap makhluk yang ada di dunia ini. Dia pula yang berkuasa untuk melapangkan atau membatasinya.

#### LARANGAN BERBUAT MAKSIAT

وَلاَ تَقْرَبُواالزِّنَآ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِياً لا ﴿ وَلاَ تَقْتَلُواالنَّفُسَ الَّبَيْ حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا إِلْكَوْ وَمَنْ قُتِلَ مَظُلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّ اسْلَطْنَا فَلايُسْرِفُ فِي الْقَتْرِ الْنَهُ كَانَ مَنْصُولُ ۞ وَلا تَقْرَبُوُا مَا لَائْكِيْتِمُ لِلاَ بِالَّتِيْ هِي لَحْسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ اشُدَّةً وَاوْفُوا بِالْعَهُدِّ إِنَّا لُعَهُدَكَانَ مَسْتُولًا ۞ وَاوْفُوا الْكَيْلُ إِذَا كِلْتُهُ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَالْاَصْلَةُ أُولِيلُا ﴿

### Terjemah

(32) Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (33) Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (34) Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (35) Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu

menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Makna *al-qis* ±s *al-mustaq* 3m dalam ayat 35 Surah al-Isr±' di atas adalah neraca yang lurus, yakni neraca yang benar dan adil.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan larangan bersikap kikir, boros, dan membunuh anak dengan alasan takut miskin. Pada ayat-ayat ini, Allah menjelaskan larangan berbuat maksiat seperti berzina, membunuh manusia, mengelola harta anak yatim secara tidak baik, dan mengurangi takaran dan timbangan.

#### Tafsir

(32) Dalam ayat ini, Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan.

Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus dijauhi.

Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan.

Selanjutnya Allah memberikan alasan mengapa zina dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan banyak kerusakan, di antaranya:

 Merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan. Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan lakilaki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, seperti perceraian dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan

- seperti itu menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan.
- 2. Menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, karena tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina.
- 3. Merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternoda di tengahtengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terjelma, dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak.
- 4. Menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dalam berumah tangga dan membina kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, apabila suami sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka si istri adalah sebagai penanggung jawab dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan ketertiban rumah tangga itu. Jadi jika si istri atau suami ternoda karena zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi.
- 5. Merebaknya perzinaan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis (raja singa). Di samping itu, juga meningkatkan penyebaran penyakit AIDS atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh (*immunity*) penderitanya, sehingga dia akan mati perlahan-lahan.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat berarti manusia sama derajatnya dengan binatang.

Ayat ini mengandung larangan berbuat zina dan isyarat akan perilaku orang-orang Arab Jahiliah yang berlaku boros. Perzinaan adalah penyebab keborosan.

(33) Dalam ayat ini Allah swt melarang hamba-Nya membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Maksud "membunuh jiwa" ialah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang diharamkan Allah membunuhnya" ialah membunuh dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan agama.

Adapun sebab mengapa Allah swt melarang para hamba-Nya menghilangkan nyawa manusia dengan alasan yang tidak dibenarkan ialah:

1. Pembunuhan menimbulkan kerusakan. Islam melarang setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan. Larangan itu berlaku umum untuk segala

macam tindakan yang menimbulkan kerusakan, maka pembunuhan pun termasuk tindakan yang terlarang. Allah swt berfirman:

...janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. (al-A'r±f/7: 85)

2. Pembunuhan itu membahayakan orang lain. Ketentuan pokok dalam agama ialah semua tindakan yang menimbulkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain itu terlarang. Allah swt berfirman:

...bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. (al-M±'idah/5: 32)

Rasulullah saw bersabda:

 Mengganggu keamanan masyarakat yang membawa kepada musnahnya masyarakat itu sendiri. Karena apabila pembunuhan diperbolehkan, tidak mustahil akan terjadi tindakan saling membunuh di antara manusia, yang pada akhirnya manusia itu akan binasa.

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. (an-Nis±'/4: 93)

Dalam ayat ini Allah swt memberikan pengecualian siapa yang boleh dibunuh melalui firman-Nya, "melainkan dengan sesuatu alasan yang dibenarkan agama." Di antaranya ialah pria atau wanita yang berzina setelah terikat dalam hukum akad pernikahan dan orang yang dengan sengaja membunuh orang beriman yang dilindungi hukum.

Pengecualian seperti tersebut di atas, disebutkan dalam hadis Nabi:

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ: اَلَنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. (رواه البخاري ومسلم عن عبد الله)

Tidak halal darah orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kecuali karena salah satu dari tiga perkara: Orang dibunuh karena ia membunuh, janda atau duda yang berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari kaum Muslimin. (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim dari 'Abdull±h)

Kemudian Allah swt menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan oleh ahli waris dari yang terbunuh, dan siapa yang harus melaksanakan tindakan itu apabila secara kebetulan si terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris.

Allah swt menetapkan bahwa barang siapa yang dibunuh secara zalim, yakni tanpa alasan yang benar, maka Allah telah memberikan kewenangan atau hak kepada ahli warisnya untuk menentukan pilihan hukuman bagi si pembunuh, yaitu antara hukum qijaj atau menerima diyat (tebusan), seperti yang telah ditetapkan dalam firman-Nya:

## بَايَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتَالَى

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. (al-Baqarah/2: 178). (lebih lanjut lihat penafsiran ayat ini pada jilid I).

Dan sabda Nabi Muhammad saw ketika penaklukan kota Mekah:

Barang siapa membunuh, maka keluarga yang terbunuh diberi hak memilih antara dua hal, apabila mereka mau, mereka dapat menuntut hukuman bunuh, dan bila mereka mau, mereka dapat menuntut diyat (tebusan). (Riwayat Abµ D±wud dan an-Nas±¹³ dari Abµ Syuraih al-Khuz±¹³)

Kemudian apabila secara kebetulan yang terbunuh tidak mempunyai ahli waris, maka yang bertindak menggantikan kedudukannya dalam menentukan pilihan hukuman ialah penguasa. Dalam hal ini penguasa boleh melimpahkan kekuasaannya kepada para  $qa \ll i$  (hakim) setempat, apabila dipandang perlu.

Dalam melaksanakan  $qi_ia_i$ , para penguasa yang diberi wewenang untuk melaksanakannya diperintahkan untuk tidak melampaui batas yang ditentukan, seperti yang telah terjadi di zaman Jahiliah. Orang-orang di zaman Jahiliah tidak puas dengan hanya menuntut balas dengan kematian orang yang membunuh, akan tetapi menuntut pula kematian orang lain, apabila yang terbunuh dari kalangan bangsawan. Kalau yang terbunuh itu seorang bangsawan, sedang yang membunuh dari kalangan biasa, maka yang dituntut kematiannya dari kalangan bangsawan juga sebagai pengganti diri si pembunuh.

Pada ayat 178 Surah al-Baqarah terdapat isyarat yang kuat bahwa hukuman yang paling utama bagi keluarga si terbunuh adalah cukup dengan menuntut diyat atau memaafkan, bukan menuntut balas kematian.

Di akhir ayat, Allah swt menjelaskan bahwa ahli waris atau penguasa dalam melaksanakan hukuman kisas tidak boleh melampaui batas karena mereka mendapat pertolongan Allah, berupa pembalasan untuk memilih hukuman kisas atau hukuman diyat. Oleh sebab itu, para hakim hendaknya berpedoman pada ketentuan tersebut dalam memutuskan perkara. Jangan sampai memutuskan perkara yang bertentangan dengan peraturan Allah atau melebihi ketentuan yang berlaku.

Ayat ini tergolong ayat Makkiyah dan termasuk dalam bagian ayat hukum yang pertama diturunkan. Dengan demikian, wajar apabila ayat ini hanya mengatur hukum bagi pembunuhan secara garis besarnya saja. Adapun keterangan secara terperinci diatur dalam ayat-ayat yang lain, yang penafsirannya telah dikemukakan pada jilid I.

(34) Kemudian Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik. Mendekati harta anak yatim maksudnya ialah mempergunakan harta anak-anak yatim tidak pada tempatnya atau tidak memberikan perlindungan kepada harta itu, sehingga habis sia-sia. Allah swt memberikan perlindungan pada harta anak yatim karena mereka sangat memerlukannya, sedangkan ia belum dapat mengurusi hartanya, dan belum dapat mencari nafkah sendiri.

Namun demikian, Allah swt memberikan pengecualian, yaitu apabila untuk pemeliharaan harta itu diperlukan biaya, atau dengan maksud untuk mengembangkannya, maka diperbolehkan bagi orang yang mengurus anak yatim untuk mengambilnya sebagian dengan cara yang wajar.

Oleh sebab itu, diperlukan orang yang bertanggung jawab untuk mengurus harta anak yatim. Orang yang bertugas melaksanakannya disebut  $w \pm_i iy$  (pengampu) dan diperlukan pula badan atau lembaga yang mengurusi harta anak yatim. Badan atau lembaga tersebut hendaknya diawasi aktivitasnya oleh pemerintah, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap harta anak yatim tersebut.

Kemudian dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila anak yatim itu telah dewasa dan mempunyai kemampuan untuk mengurus dan mengembangkan

hartanya, berarti sudah saatnya harta itu diserahkan kembali oleh pengampu kepadanya.

Setelah ayat itu turun, para sahabat Rasulullah yang mengasuh anak-anak yatim merasa takut, sehingga tidak mau makan dan bergaul dengan mereka. Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat ini:

Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudarasaudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. (al-Bagarah/2: 220)

Dari ayat ini jelas bahwa membelanjakan harta anak yatim dilarang apabila digunakan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, apabila dibelanjakan untuk pemeliharaan harta itu sendiri, atau untuk keperluan anak yatim, dan si pengampu betul-betul orang yang tidak mampu, maka hal itu tidak dilarang. Allah swt berfirman:

## وَلَاتَأْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافَا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُواْ ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْ كُلْ بِالْمَعْرُوْفِ

Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. (an-Nis±'/4: 6)

Allah swt memerintahkan kepada hamba-Nya agar memenuhi janji, baik janji kepada Allah ataupun janji yang dibuat dengan sesama manusia, yaitu akad jual beli dan sewa menyewa yang termasuk dalam bidang muamalah.

Az-Zajjaj menjelaskan bahwa semua perintah Allah dan larangan-Nya adalah janji Allah yang harus dipenuhi, termasuk pula janji yang harus diikrarkan kepada Tuhannya, dan janji yang dibuat antara hamba dengan hamba.

Yang dimaksud dengan memenuhi janji ialah melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, dengan tidak menyimpang dari ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa sesungguhnya janji itu harus dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang mengkhianati janji, ataupun membatalkan janji secara sepihak akan mendapat pembalasan yang setimpal.

(35) Selanjutnya Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang dagangan. Maksudnya ialah pada waktu menakar barang hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya. Oleh karena itu, seseorang yang menakar barang dagangan yang akan diserahkan kepada orang lain sesudah dijual tidak boleh dikurangi takarannya karena merugikan orang lain. Demikian pula kalau seseorang menakar barang dagangan orang lain yang akan ia terima sesudah dibeli, tidak boleh dilebihkan, karena juga merugikan orang lain.

Allah swt juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca (timbangan) yang benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Neraca yang benar ialah neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan secara curang.

Allah swt mengancam orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan ini dengan ancaman keras. Allah swt berfirman:

## وَيْلُ لِلْمُطَفِفِينَ لَاللَّهِ اللَّهِ الْكَالُواعَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالْوَهُمُ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ ۞

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (al-Mu affif³n/83: 1-3)

Di akhir ayat, Allah swt menjelaskan bahwa menakar atau menimbang barang dengan teliti lebih baik akibatnya bagi mereka karena di dunia mereka mendapat kepercayaan dari anggota masyarakat, dan di akhirat nanti akan mendapat pahala dari Allah dan keridaan-Nya, serta terhindar dari api neraka.

## Kesimpulan

Allah menjelaskan beberapa larangan-Nya kepada manusia, di antaranya:

- 1. Berbuat zina karena aturan perkawinan dalam Islam sudah jelas diatur agama. Perbuatan zina merusak kehormatan dan garis keturunan, serta menghancurkan hubungan suami istri serta dan rumah tangga.
- Membunuh manusia, meskipun masih berbentuk janin dalam kandungan, baik karena alasan ekonomi, maupun alasan lain yang tidak dibenarkan agama.
- Mengelola harta anak yatim secara tidak bertanggung jawab. Termasuk juga larangan menggunakan harta anak yatim untuk modal usaha padahal ia tidak mempunyai kemampuan atau keadaan tidak memungkinkan.
- 4. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan karena perbuatan tersebut akan merugikan orang lain, menodai kejujuran, dan menghancurkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya.

### PERINTAH UNTUK BERSIKAP HATI-HATI

# وَلَاتَقُنُ مَالَيْسٌ نَكَ بِهِ عِلْمُ ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولِلِكَ كَانَ عَنُهُ مَسْتُوْلًا ۞ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذلك كَانَ سَيِّتُهُ عِنْدَرَيِكَ مَكُرُوهُا ۞ ذلك مِثَا اَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَا لَحِكُمَةً وَلَا تَجْعَلُ مَعَ الله إِلْهَا اخْرَفَتُ لُقَى فِي جُهَنَّمَ مَلُومًا مَدُخُولًا ۞

Terjemah

(36) Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (37) Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. (38) Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu. (39) Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu (Muhammad). Dan janganlah engkau mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan (dari rahmat Allah).

(al-Isr±'/17: 36) وَلاَ تَقْفُ Kosakata: Wa I± Taqfu

Taqfu adalah bentuk mu«±ri′ dari qaf±-yaqfµ. Akar katanya berasal dari (ق - ف - حرف معنل) artinya mengikutkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. AI-Qaf± adalah bagian belakang kepala atau leher, karena bagian ini mengikuti wajah. Q±fiyah adalah bagian akhir dari satu bait dalam syair. Ungkapan qafawtu a£arahu artinya aku mengikuti jejaknya. Dari pengertian ini maka ungkapan pada ayat ini berarti "janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya". Ungkapan ini luas jangkauannya karena menyangkut larangan berkata atau berkomentar terhadap sesuatu dengan tidak berdasar, atau berkata bohong, atau bersaksi secara palsu, atau menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada bukti, atau berfatwa terhadap satu hal tanpa ada dasar atau menafsirkan Al-Qur'an secara asal-asalan dan lain sebagainya.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan beberapa perbuatan maksiat yang dilarang, seperti berzina, membunuh manusia, mengelola harta anak yatim secara tidak baik, dan mengurangi takaran dan timbangan. Pada ayat-ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin supaya bersikap hati-hati dalam menerima pendapat orang lain. Juga dijelaskan larangan

bersikap sombong di muka bumi karena merupakan sikap yang dibenci Allah.

### Tafsir

(36) Allah swt melarang kaum Muslimin mengikuti perkataan atau perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya. Larangan ini mencakup seluruh kegiatan manusia itu sendiri, baik perkataan maupun perbuatan.

Untuk mendapat keterangan lebih jauh dari kandungan ayat ini, berikut ini dikemukakan berbagai pendapat dari kalangan sahabat dan tabiin:

- 1. Ibnu 'Abb±s berkata, "Jangan memberi kesaksian, kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata kepalamu, apa yang kau dengar dengan telingamu, dan apa yang diketahui oleh hati dengan penuh kesadaran."
- Qatadah berkata, "Jangan kamu berkata, "Saya telah mendengar," padahal kamu belum mendengar, dan jangan berkata, "Saya telah melihat," padahal kamu belum melihat, dan jangan kamu berkata, "Saya telah mengetahui," padahal kamu belum mengetahui."
- 3. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui ialah perkataan yang hanya berdasarkan prasangka dan dugaan, bukan pengetahuan yang benar, seperti tersebut dalam firman Allah:

## يَّايُّهَا الَّذِينَ أَمَوُ الْجُنِّيثُوا كَيْثِرُ امِّنَ الظَّنِّ إِنْ كَبَعْضَ الظَّنِّ إِنْدُمُ

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. (al-Hujur±t/49: 12)

Dan seperti tersebut dalam hadis:

Jauhilah olehmu sekalian prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. (Riwayat Muslim, A¥mad, dan at-Tirmiz³ dari Abu Hurairah)

4. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud ialah larangan kepada kaum musyrikin mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka, dengan taklid buta dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Di antaranya adalah mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka menyembah berhala, dan memberi berhala itu dengan berbagai macam nama, seperti tersebut dalam firman Allah:

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. (an-Najm/53: 23)

Allah swt lalu mengatakan bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya, apakah yang dikatakan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang didengar suara hatinya. Apabila yang dikatakan itu sesuai dengan pendengaran, penglihatan, dan suara hatinya, ia selamat dari ancaman api neraka, dan akan menerima pahala dan keridaan Allah. Tetapi apabila tidak sesuai, ia tentu akan digiring ke dalam api neraka. Allah swt berfirman:

## يَوْمَ لَشَّهُ دُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَآيْدِيْهِمْ وَآرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْ آيَعْ مَلُوْنَ

Pada hari, (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (an-Nµr/24: 24)

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Syakal bin Humaid, ia berkata:

Saya mengunjungi Nabi saw, kemudian saya berkata, "Wahai Nabi, ajarilah aku doa minta perlindungan yang akan aku baca untuk memohon perlindungan kepada Allah. Maka Nabi memegang tanganku seraya bersabda, "Katakanlah, "Aku berlindung kepada-Mu (Ya Allah) dari kejahatan telingaku, kejahatan mataku, kejahatan hatiku, dan kejahatan maniku (zina)." (Riwayat Muslim)

(37) Allah melarang kaum Muslimin berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar, karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di atas bumi, tidak akan menembus permukaannya dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya, tidaklah dapat melampaui tinggi gunung. Bahkan ditinjau dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan, berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri, sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya, ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan maksud menarik perhatian orang lain.

Allah swt menegaskan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan menyamai tinggi gunung. Hal ini bertujuan agar kaum Muslimin menyadari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada diri mereka, bersikap rendah hati, dan tidak bersikap takabur. Sebab, sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, mereka tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan dirinya.

Di dalam ayat ini terdapat juga celaan bagi orang-orang musyrik yang suka bermegah-megah, menyombongkan diri karena harta kekayaan dan menghambur-hamburkannya, suka bermabuk-mabukan, dan berzina.

- (38) Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa semua larangan-Nya yang disebutkan sebelum ayat ini, seperti mengadakan tuhan selain Allah, durhaka kepada kedua ibu bapak, berlaku boros, membunuh anak perempuan, berbuat zina, membunuh manusia yang diharamkan membunuhnya, memakan harta anak yatim, mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan, mengikuti perkataan dan perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya, dan bersikap sombong adalah perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci-Nya. Para pelakunya patut diancam dengan hukuman yang keras dan harus dirasakan di dunia. Di akhirat mereka akan mendapat azab yang pedih.
- (39) Pada ayat ini dijelaskan bahwa bimbingan Allah berupa perintah-Nya yang harus diikuti, dan semua larangan yang harus dijauhi, yang disebutkan dalam ayat-ayat yang lalu, apabila ditaati niscaya akan membimbing manusia kepada kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebab, semua itu adalah sebagian dari hikmah yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya, yang berupa peraturan-peraturan agama.

Selanjutnya Allah swt mengulangi kembali larangan mengadakan tuhan selain Allah. Pengulangan larangan mempersekutukan tuhan-tuhan yang lain dengan Allah, yang berarti perintah untuk beragama tauhid, menunjukkan kepada pengertian bahwa tauhid adalah inti dari semua agama samawi, dan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari segala macam urusan seluruh makhluk. Semua makhluk adalah milik Allah dan kepada-Nya pula semuanya akan kembali.

Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa akibat yang akan dirasakan oleh kaum musyrikin ialah mereka dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela, baik celaan itu datang dari pihak lain, ataupun datang dari dirinya sendiri, serta dijauhkan dari rahmat Allah. Mereka tidak akan mendapat pertolongan dari siapapun.

### Kesimpulan

- 1. Orang Islam perlu berhati-hati dalam menerima pendapat orang lain karena penggunaan panca indera harus sesuai dengan kegunaannya dan akan diminta pertanggungjawabannya.
- Orang Islam dilarang bersikap sombong karena tidak ada manusia yang bisa mengetahui semua persoalan.
- 3. Orang Islam perlu menggunakan hikmah dan pengetahuan yang telah diberikan Allah dalam mengarungi kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah.

### SANGGAHAN TERHADAP ORANG-ORANG YANG MEMPERSEKUTUKAN ALLAH

افَاصْفَكُمْ رَبُكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَمِنَ الْمَلَيِ كَةِ إِنَا ثَا أَنْكُمْ الْتَقُولُونَ قَوُلًا عَظِيمًا ٥ وَلَقَدُصَرُّفُنَا فِي هٰذَا الْقُرُانِ لِيَذَكَرُواً وَمَا يَزِيدُهُمْ اللَّانَفُورًا ۞ قُلْلُوكَانَ مَعَهُ الْهَدُّكُمُ اللَّائَفُورًا ۞ قُلْلُوكَانَ مَعَهُ الْهَدُّكُمُ اللَّائَفُولُونَ عَلَوَا لِلْهِ عَلَيْهُ وَلَوْنَ عَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ عَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ عَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِيَةُ وَالْمَالِيَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِيَةُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيَةُ وَالْمَالِيَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيَةُ وَاللَّهُ وَالْمَالِيَةُ وَاللَّهُ وَالْمُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

Terjemah

(40) Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar (dosanya). (41) Dan sungguh, dalam Al-Qur'an ini telah Kami (jelaskan) berulang-ulang (peringatan), agar mereka selalu ingat. Tetapi (peringatan) itu hanya menambah mereka lari (dari kebenaran). (42) Katakanlah (Muhammad), "Jika ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy." (43) Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung (tidak ada bandingannya). (44) Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

(al-Isr±'/17: 41) نُفُورًا Kosakata: *Nufµran* 

Kata *nufuran* adalah bentuk *ma¡dar* dari *nafara-yanfuru/yanfiru-nufuran-nif±ran-naf³ran, naf±ran* yang artinya terkejut karena sesuatu lalu lari, kejauhan, kebangkitan dengan bergegas, atau dengan penuh semangat menuju sesuatu, atau meninggalkan sesuatu dengan tergesa-gesa karena takut, atau tidak menyenangi. Maksud ayat 41 Surah al-Isr±' ini adalah *"meninggalkan dengan bergegas karena tidak senang"*.

### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt mengingatkan kaum Muslimin agar berhati-hati dalam menerima pendapat yang tidak diketahui kebenarannya. Mereka juga dilarang berlaku sombong. Dalam ayat-ayat ini, Allah swt memberikan alasan yang kuat tentang kesalahan penyembahan terhadap patung-patung yang dianggap kaum musyrikin sebagai perantara yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sebab, yang patut disembah hanyalah Allah Yang Maha Esa, yang mempunyai kekuatan tertinggi di langit dan di bumi serta di atas seluruh benda-benda ciptaan-Nya.

#### Tafsir

(40) Allah swt membantah anggapan kaum musyrikin Mekah bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah, dengan menanyakan apakah patut Tuhanmu memilih bagimu anak laki-laki, sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara malaikat. Pertanyaan ini mengandung arti penyangkalan terhadap anggapan mereka bahwa Allah swt mempunyai anak-anak perempuan yang berupa malaikat. Bantahan Allah, dalam ayat ini, dengan cara menunjukkan kesalahan jalan pikiran mereka, bertujuan agar mereka dapat memahami kesalahannya. Bagaimana mungkin Allah swt yang menciptakan langit dan bumi serta benda-benda yang berada di antara keduanya dikatakan mempunyai anak-anak perempuan yang berupa malaikat, sedangkan mereka sendiri lebih suka mempunyai anak-anak lakilaki dan membenci anak perempuan. Mereka bahkan menguburkan anak perempuan itu hidup-hidup. Dalam hal ini, mereka memberi suatu sifat kepada Allah yang mereka sendiri tidak menyukainya. Jalan pikiran mereka benar-benar kacau. Mereka menyifati Zat Yang Maha Esa dan Mulia dengan sifat yang rendah menurut pandangan mereka sendiri. Anggapan seperti ini mengakibatkan tiga macam kesalahan.

- 1. Mereka menganggap bahwa para malaikat itu anak-anak perempuan.
- 2. Mereka menganggap bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah.
- Mereka menyembah malaikat-malaikat itu. Allah swt berfirman:

Maka tanyakanlah (Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah), "Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki?" Atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikan(nya)? Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan, "Allah mempunyai anak." Dan sungguh, mereka benar-benar pendusta. (a¡-¢aff±t/37: 149-152)

Allah swt menegaskan bahwa dengan ucapan itu, kaum musyrikin telah mengatakan ucapan yang besar dosanya. Mereka telah mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan karenanya diancam dengan siksaan yang pedih. Mereka juga telah menyia-nyiakan akal pikiran mereka sendiri, karena memutarbalikkan kebenaran yang semestinya mereka junjung tinggi.

## وَقَالُواا نَخَذَ الرَّمُّنُ وَلَكَا ۗ۞ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۞ نَكَادُ السَّلَوْتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْاَرْضُ وَتَخِزُ لِلْجِبَالُ هَدًّا ۞ اَنْ دَعَوْ الِاَرْمُنْ وَلَكًا ۞ وَمَا يَنْتَخِيْ لِلرَّمُّنِ اِنْ يَتَخِذْ وَلَكَا ۗ۞

Dan mereka berkata, "(Allah) Yang Maha Pengasih mempunyai anak." Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, hampir saja langit pecah, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, (karena ucapan itu), karena mereka menganggap (Allah) Yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi (Allah) Yang Maha Pengasih mempunyai anak. (Maryam/19: 88-92) (Lihat juga al-Baqarah/2: 116)

- (41) Pada ayat ini dijelaskan bahwa dalam Al-Qur'an, Allah telah memberikan peringatan berkali-kali, baik berupa bukti-bukti kebenaran eksistensi Allah melalui ciptaan-ciptaan-Nya, ataupun alasan-alasan yang menunjukkan kebenaran tauhid, Al-Qur'an juga berisi beberapa kisah tentang nasib umat yang menyekutukan Allah dengan yang lain, agar kaum musyrikin Mekah dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa tersebut dan menghentikan kemusyrikan dan kebiasaan mereka yang jelek. Semestinya keterangan dan peringatan yang berulang-ulang itu dapat melunakkan hati dan menyadarkan pikiran mereka, agar mau mengikuti seruan Al-Qur'an. Namun demikian, keterangan-keterangan itu ternyata hanya membuat mereka lari dari Al-Qur'an. Mereka tidak mau mendengarkan dan menerima kebenarannya karena jiwa mereka telah dikotori oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. mereka tidak bisa lagi menilai suatu kebenaran sebagai kebenaran, bahkan mereka menjauh darinya dan lebih memilih bergelimang dalam kebatilan.
- (42) Kemudian Allah swt membantah kepercayaan kaum musyrikin Mekah dengan memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengatakan kepada mereka bahwa jika ada tuhan-tuhan selain Dia, niscaya tuhan-tuhan yang mereka persekutukan itu akan mencari jalan untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan kepada Allah yang mempunyai Arasy, yang kekuasaan-Nya meliputi langit, bumi, dan benda-benda lainnya. Sudah tentu tuhan-tuhan yang mereka persekutukan itu memohon lebih dulu dan menghambakan dirinya kepada-Nya. Maka cara mereka meminta kepada Allah dengan perantaraan tuhan-tuhan itu sudah menempuh jalan yang berliku-liku. Mengapa mereka tidak langsung menyembah dan memohon saja kepada Allah Yang Maha Esa.

Ayat ini mengandung sindiran kepada kaum musyrikin Mekah agar mereka menyembah hanya kepada Allah Yang Maha Esa, dan melarang mereka mengada-adakan tuhan yang lain sebagai perantara yang dapat menyampaikan keinginan mereka kepada Zat Yang Maha Esa. Allah tidak menyukai adanya perantara-perantara seperti yang mereka yakini, bahkan Allah telah melarang manusia mengadakan perantara-perantara seperti itu melalui wahyu yang telah disampaikan oleh para rasul-Nya.

(43) Selanjutnya Allah swt menyatakan kemahasucian-Nya dari sifat yang diada-adakan oleh kaum musyrikin Mekah. Allah swt menegaskan bahwa Dia Mahasuci dan Mahatinggi dari semua sifat yang mereka ada-adakan itu. Apa yang mereka katakan hanyalah berdasarkan dugaan dan anggapan semata. Dia adalah Allah Yang Maha Esa yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.

Dalam ayat itu terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa Allah swt itu Mahasempurna, baik zat atau sifat-Nya, dan Mahasuci dari sifat kekurangan, dalam arti yang sebenar-benarnya.

(44) Kemudian Allah swt menjelaskan betapa luasnya kerajaan-Nya dan betapa tinggi kekuasaan-Nya. Langit yang tujuh, bumi, dan semua makhluk yang ada di dalamnya bertasbih dan mengagungkan asma-Nya, serta menyaksikan bukti-bukti keesaan-Nya. Tidak ada satu makhluk pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya. Siapapun yang mau memperhatikan makhluk atau benda yang ada di sekelilingnya, tentu akan mengetahui bahwa baik makhluk hidup ataupun benda-benda mati seluruhnya tunduk dan takluk pada ketetapan atau ketentuan Allah yang tidak bisa dihindari.

Sebagai contoh adalah hukum gaya tarik (gravitasi). Hukum ini berlaku umum dan mempengaruhi semua benda yang ada, apakah benda itu gas, barang cair, benda padat, ataupun makhluk hidup. Semuanya terpengaruh hukum gaya tarik itu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum gaya tarik yang mempunyai kekuatan yang begitu besar pengaruhnya tidak mungkin terjadi secara kebetulan saja, melainkan ada yang menciptakan dan mengontrolnya setiap saat. Penciptanya tentu Yang Mahaperkasa dan Mahakuasa, yaitu Allah swt.

Hukum gaya tarik ini cukup menjadi bukti bahwa semua benda dan makhluk yang ada di muka bumi ini tunduk dan takluk pada hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah. Apabila seseorang ingin melepaskan diri dari pengaruh gaya tarik (gravitasi) bumi, ia harus mempergunakan ilmu pengetahuan yang dapat melepaskan dirinya dari gaya tarik itu. Untuk menguasai ilmu itu, ia harus menguasai hukum aksi dan reaksi, yaitu aksi yang dapat mengatasi gaya tarik bumi itu, sehingga ia bisa melepaskan diri dari pengaruh kekuatannya. Keberhasilan orang melepaskan diri dari gaya tarik bumi bukan berarti bahwa ia tidak tunduk pada hukum Allah, melainkan ia dapat melepaskan dirinya lantaran tunduk pada hukum alam yang lain. Hal ini menunjukkan betapa luas kekuasaan Allah yang

menciptakan hukum-hukum alam. Itupun baru hukum-hukum alam yang telah diketahui manusia, belum lagi hukum-hukum alam yang lain yang masih belum diketahui manusia.

Khusus bagi manusia, makhluk yang berakal, karena terdiri dari jasmani dan rohani, maka jasmaninya tunduk kepada hukum-hukum alam tersebut, baik dikehendaki atau tidak. Sedangkan rohaninya dituntut mengikuti bimbingan Allah yang disampaikan melalui wahyu kepada rasul-Nya.

Para ulama ahli ilmu kalam mengatakan bahwa Allah, Pencipta alam, adalah *wājibul wujµd* (wajib ada-Nya), sedang makhluk-makhluk disebut *mumkināt al-wujµd* (yang mungkin adanya). *Al-Mumkināt* ini dibagi menjadi berakal dan yang tidak berakal. Makhluk yang berakal mengakui keesaan Allah karena mereka dapat memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit, di bumi, dan pada semua benda-benda yang ada pada keduanya. Oleh karena itu, bibir manusia yang beriman selalu bertasbih memuji Allah. Sedang makhluk yang tidak berakal tunduk kepada *a k±m kauniyyah* (yaitu hukum-hukum alam yang diciptakan Allah yang berlaku terhadap benda-benda alam itu). Mereka bertasbih memuji Allah dengan berperilaku sesuai dengan keadaan yang ditakdirkan bagi mereka masingmasing.

Allah lalu menjelaskan bahwa kaum musyrikin Mekah tidak mengetahui bahwa benda-benda alam dan semua makhluk yang ada bertasbih memuji-Nya, karena mereka tidak mau mengakui keesaan Allah. Bahkan, mereka mengadakan tuhan-tuhan yang lain yang dipersekutukan dengan Allah. Kaum musyrikin tidak mau melihat dan memikirkan ketundukan alam semesta dan segala benda-benda serta makhluk di bumi kepada hukumhukum alam itu, sebagai pencerminan bagi tasbih mereka memuji Allah swt.

Melihat pada beberapa Surah Al-Qur'an (al-Baqarah/2: 29; al-An'±m/6: 125), maka langit terbagi dalam tujuh lapis. Apabila kita asumsikan secara ilmiah bahwa kata "langit" di sini adalah atmosfer, langit yang paling dekat dengan bumi, dan bukan langit antariksa, maka ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia saat ini mengkonfirmasikannya.

Pembagian menjadi tujuh lapis didasarkan pada perbedaan kandungan kimia dan suhu udara yang berbeda-beda di tiap lapisan. Ketujuh lapisan tersebut dinamakan Troposfer, Stratosfer, Mesosfer, Thermosfer, Exosfer, Ionosfer dan Magnetosfer. Penyebutan tujuh lapis langit ini juga diungkapkan pada Surah Nµh/71: 15 dan al- Naba'/78: 12. Selanjutnya dalam Surah Fu¡¡ilat/41: 11-12 dinyatakan bawa tiap lapis langit mempunyai urusannya sendiri-sendiri. Hal ini dikonfirmasi ilmu pengetahuan, misalnya ada lapisan yang bertugas untuk membuat hujan, mencegah kerusakan akibat radiasi, memantulkan gelombang radio, sampai kepada lapisan yang mencegah agar meteor tidak merusak bumi.

Ayat ini secara simbolik menunjukkan bahwa tasbihnya benda-benda di alam secara fisik adalah kepatuhannya (secara sukarela) terhadap hukum Allah yang mengaturnya atau disebut juga dengan sunatullah. Hukum Allah

itu dikenal manusia sebagai hukum alam atau kaidah ilmu pengetahuan yang diketahui manusia (para ahli) dan berlaku pada semua makhluk termasuk manusia (secara fisik).

Adapun yang dimaksud dengan "kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka" adalah sebagian besar manusia tidak mengerti sunatullah atau hukum alam yang hanya dimengerti oleh para ahlinya. Jadi hanya orang yang berakal budi dan berpengetahuanlah yang bisa mengerti hukum alam dan dengan demikian juga bisa mengerti akan tasbih dari benda-benda antara langit yang tujuh dan bumi semuanya.

Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa sesungguhnya Dia Maha Penyantun. Oleh karena itu, Dia tidak segera menurunkan azab atas kemusyrikan kaum musyrikin Mekah dan atas kelalaian mereka tidak mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Pengampun. Di antara sifat-sifat kemahapengampunan Allah ialah masih membuka pintu tobat selebar-lebarnya kepada siapa saja yang meminta ampunan-Nya. Allah tidak akan menghukum mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan, jika bertobat dan menyesali perbuatan mereka dengan penyesalan yang sebenarbenarnya, betul-betul menghentikan kemusyrikan, kembali kepada agama tauhid, dan mengikuti bimbingan wahyu yang diturunkan kepada rasul-Nya.

### Kesimpulan

- 1. Anggapan kaum musyrikin Mekah bahwa Allah swt mempunyai anak perempuan yang berupa malaikat adalah anggapan yang tidak benar.
- Allah swt telah memberikan peringatan kepada mereka berulang kali dengan perantaraan wahyu-Nya, agar beragama tauhid. Akan tetapi, mereka tidak menghiraukannya, karena hati mereka telah diselubungi oleh noda-noda kemusyrikan dan kemaksiatan.
- 3. Anggapan mereka bahwa berhala-berhala yang mereka persekutukan dengan Allah itu dapat menjadi perantara, adalah anggapan yang tidak benar.
- 4. Langit, bumi, dan semua isinya tunduk pada hukum alam yang diciptakan Allah. Oleh karena itu, manusia harus tunduk dan patuh pada peraturan Allah.
- Makhluk yang berakal seperti manusia dapat mengetahui keesaan Allah dengan memperhatikan dan memikirkan hukum-hukum alam yang diciptakan-Nya. Oleh karena itu, mereka bertasbih memuji Allah dengan lisannya.
- 6. Benda-benda ciptaan Allah yang tidak berakal bertasbih memuji Allah dengan perilakunya.

### KEENGGANAN ORANG KAFIR MEMAHAMI AL-QUR'AN

واذَاقُرَأْتَ الْقُرَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِبَابًا مِّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُورُ مِ وَقَالَا فَرَانِهُم وَقُرَّا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَكَ فِي الْقُرُانِ وَحَدَهُ وَلَوْاعَلَىٰ عَلَىٰ قُلُورُ مِ فَا أَنْ فَا وَالْمَا فَا اللّهُ مُ اللّهُ وَالْمَا فَا اللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

### Terjemah

(45) Dan apabila engkau (Muhammad) membaca Al-Qur'an, Kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, (46) Dan Kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang melarikan diri (karena benci). (47) Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau (Muhammad), dan sewaktu mereka berbisik-bisik (yaitu) ketika orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir." (48) Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu (Muhammad); karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan (yang benar).

(al-Isr±'/17: 45) حجَابًا مَسْتُوْرًا (al-Isr±'/17: 45)

Kata ¥ij±b adalah bentuk ma¡dar dari ¥ajaba-ya¥jubu-¥ij±ban yang artinya menutupi. Oleh sebab itu, kata ¥ij±b berarti penghalang. Dari sini, tirai dinamai ¥ij±b, karena ia menghalangi tembusnya pandangan, atau menghalangi sesuatu menuju ke balik tirai itu.

Kata *mastµran* adalah bentuk *isim maf'µl* dari: *satara-yasturu-satran*, yang artinya menutup. Sedangkan kata *mastµran* berarti yang tertutup. Kata *mastµran* pada ayat 45 Surah al-Isr±' terletak setelah kata *hij±ban* yang juga berarti tertutup.

Ulama berbeda pendapat tentang makna tersebut, ada yang memahaminya dalam arti menutup, karena  $\forall ij \pm b$  itu berfungsi menutup. Ada pula yang memahaminya dalam arti tertutup/tidak terlihat, yakni  $\forall ij \pm b$  yang menjadi penghalang antara Al-Qur'an dan orang-orang yang tidak beriman.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah membantah anggapan kaum musyrikin Mekah bahwa Allah swt mempunyai anak perempuan berupa malaikat, dan membantah perbuatan mereka mengadakan tuhan-tuhan yang lain sebagai sekutu bagi Allah, dengan memberikan tanda-tanda keesaan-Nya yang terdapat di jagat raya dan seluruh isinya. Dalam ayat-ayat ini, Allah swt mengungkapkan sikap kaum musyrikin yang tidak mau memahami dan meyakini isi Al-Qur'an, bahkan mereka menjauhkan diri dan memperolokolokannya. Ayat-ayat berikut ini juga mengungkapkan sikap mereka yang memusuhi Rasulullah dengan mengatakannya penyihir, gila, dan penyair.

#### Sabab Nuzul

Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abb±s, bahwa pada suatu hari Abu Sufyan, Na«ar bin Al-Haris, Abu Jahal, dan orang-orang musyrik yang lain, duduk di sekitar Nabi mendengarkan pembicaraannya. Kemudian an-Na«ar berkata, "Saya tidak mengetahui apa yang dikatakan Muhammad, kecuali saya melihat kedua bibirnya komat-kamit mengucapkan sesuatu." Kemudian Abu Sufyan berkata, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa sebagian dari apa yang dikatakannya itu adalah benar." Abu Jahal pun berkata, "Dia itu gila." Abu Lahab berkata, "Dia tukang tenung." Lalu Huwaitib bin Abdul 'Uzza pun berkata, "Dia penyair." Maka turunlah ayat ini.

### **Tafsir**

(45) Allah swt menjelaskan bahwa apabila Rasulullah saw membacakan Al-Qur'an kepada kaum musyrikin dengan maksud agar terbuka hati mereka untuk menerima kebenaran yang terkandung di dalamnya, maka Allah swt membuat dinding yang tidak tampak yang menutupi antara Rasulullah dan kaum musyrikin yang tidak beriman kepada hari akhirat.

Dinding yang menutupi dan tidak tampak itu ialah sesuatu yang menghalangi hati kaum musyrikin untuk memahami kandungan Al-Qur'an, sehingga tidak dapat mengambil manfaat dan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya. Hal itu adalah sebagai akibat dari keingkaran mereka kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan, serta akibat dari noda-noda kemusyrikan yang telah menyelubungi jiwa mereka.

(46) Selanjutnya Allah swt menjelaskan bahwa pada saat Rasulullah membaca Al-Qur'an, Allah swt memasang tutup yang menyelubungi hati kaum musyrikin, sehingga hati mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an, dan memasang sumbat di telinga mereka, sehingga tidak dapat mendengarnya. Kalau dalam ayat 45 di atas, Allah menyebutkan sebab-sebab yang menghalangi mereka memahami Al-Qur'an yang datang dari luar, dalam ayat ini Allah swt menyebutkan sebab-sebab yang datang dari dalam atau yang terdapat pada diri mereka sendiri. Mereka telah mengalami kerusakan mental yang berat, sehingga tidak dapat lagi mengendalikan jiwanya. Oleh karena itu, mereka terhalang dari memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang benar-benar

meminta perhatian dan pemusatan pikiran. Kerusakan mental ini disebabkan kebiasaan mereka mengikuti jejak nenek moyang, meskipun apa yang diikuti itu tidak benar. Mereka sendiri mengakui kerusakan mental mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada ayat yang lain:

## وَقَالُوَاقُلُونُهَا فِيَ آكِنَةٍ مِّمَّاتَدَعُونَا البُّهِ وَفِيَّ أَذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَابُ فَاعْمُلْ اِنَّنَا عُمِلُونَ

Dan mereka berkata, "Hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding, karena itu lakukanlah (sesuai kehendakmu), sesungguhnya kami akan melakukan (sesuai kehendak kami)." (Fu¡¡ilat/41: 5) (Perhatikan pula Fu¡¡ilat/41: 44 dan al-An'±m/6: 25)

Selanjutnya dijelaskan bahwa apabila Rasulullah menyebutkan nama Allah Yang Maha Esa dalam Al-Qur'an, tanpa menyebutkan nama-nama tuhan mereka, mereka berpaling ke belakang, dan menjauhinya dengan sikap yang sombong dan takabur. Mereka merasa tersinggung sebab Rasulullah hanya menyebut nama Allah Yang Maha Esa saja dan tidak menyebutkan nama berhala-berhala mereka dalam Al-Qur'an yang dibaca. Mereka benarbenar membenci Nabi yang tidak hanya tampak pada ucapan dan sikap mereka, akan tetapi diikuti dengan tindakan-tindakan penyiksaan kepada kaum Muslimin. Mereka juga merintangi kegiatan menyebarkan dakwah Islamiyah di kalangan penduduk Mekah dan sekitarnya.

(47) Allah swt menjelaskan kepada Rasul-Nya bahwa Dialah yang mengetahui sikap mereka ketika mendengarkan Rasulullah membacakan Al-Qur'an. Mereka memperolok-olok dan mendustakannya. Allah yang mengetahui ketika mereka berbisik-bisik satu sama lain dengan mengatakan, "Muhammad itu orang gila." Ada pula yang mengatakan, "Dia tukang tenung," dan ada yang mengatakan, "Muhammad itu tiada lain kecuali orang yang kena sihir sebab pikirannya berubah-ubah dan tidak konsisten lagi, apakah kita pantas mengikuti orang gila semacam Muhammad itu?"

Firman Allah swt:

## وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَكُرَّ لِفُونَكَ بِأَبْصَادِهِرْ لَمَّاسِّمِعُواالذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَتَجْنُونُ

Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka, ketika mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka berkata, "Dia (Muhammad) itu benar-benar orang gila." (al-Qalam/68: 51)

(48) Allah swt lalu memerintahkan Rasulullah agar memperhatikan bagaimana kaum musyrikin membuat perumpamaan bagi dirinya, seperti mengatakan bahwa beliau gila, penyair, kena sihir, dan sebagainya. Dengan

demikian, mereka telah menjadi sesat, dan tidak akan mendapat petunjuk karena telah menyimpang dari jalan yang benar. Berbagai perumpamaan yang mereka berikan kepada Nabi Muhammad saw ketika mendengarkannya membacakan Al-Qur'an, adalah pernyataan yang lahir dari sikap mental mereka terhadap wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Mereka sebenarnya tidak mau mengakui kebenaran wahyu yang dibacakan Rasulullah, karena membawa keterangan-keterangan yang bertentangan dengan kepercayaan yang diwarisi secara membabi buta dari nenek moyang mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa diharapkan lagi untuk mendapat petunjuk dan bimbingan dari wahyu, karena hati mereka telah diselubungi oleh noda-noda kemusyrikan yang luar biasa.

### Kesimpulan

- 1. Kemusyrikan yang telah mendarah daging dan menyelubungi hati kaum musyrikin Mekah menghalangi mereka untuk memahami petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an.
- 2. Kebencian mereka terhadap Rasulullah dan pengikut-pengikutnya tidak saja terlihat dari sikap mereka yang mencemoohkan wahyu yang dibacakannya, tetapi juga pada tuduhan bahwa Nabi Muhammad gila, tukang tenung, dan kena sihir.
- 3. Kebencian mereka kepada Rasul sebenarnya adalah kebencian mereka kepada wahyu yang diterima Rasulullah, sehingga kebencian itu telah menutup kemungkinan bagi mereka mendapat bimbingan ke jalan yang benar dan terbebas dari kesesatan.
- 4. Sikap meragukan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah masih kita temukan sampai saat ini, seperti meragukan otentisitasnya, menghujat kebenaran Al-Qur'an, dan berusaha memalsukannya. Akan tetapi, semua itu tidak bisa mematahkan kebenaran Al-Qur'an.

### KAUM MUSYRIKIN MENGINGKARI HARI KEBANGKITAN

وَقَالُوْآءَاذَا كُنَّاعِظَامًا وَرُفَاتًاءَانَا لَمَبُعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيلًا ۞ قُلْكُونُوا حَبَارَةً اَوَ حَدِيلًا ۞ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْكُونَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

### Terjemah

(49) Dan mereka berkata, "Apabila kami telah menjadi tulang-belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?" (50) Katakanlah (Muhammad), "Jadilah kamu batu atau besi, (51) atau menjadi makhluk yang besar (yang tidak mungkin hidup kembali) menurut pikiranmu." Maka mereka akan bertanya, "Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?" Katakanlah, "Yang telah menciptakan kamu pertama kali." Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, "Kapan (Kiamat) itu (akan terjadi)?" Katakanlah, "Barang kali waktunya sudah dekat," (52) yaitu pada hari (ketika) Dia memanggil kamu, dan kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu mengira, (rasanya) hanya sebentar saja kamu berdiam (di dalam kubur).

## Kosakata: Khalqan Jad³dan خَلْقًا جَديْدًا (al-Isr±'/17: 49)

Kata khalqan adalah bentuk  $ma_idar$  dari khalaqa-yakhluqu-khalqan, yang artinya adalah membuat, menjadikan, atau menciptakan. Kata khalqan pada mulanya berarti ciptaan, kemudian diartikan dengan makhluq, karena semua ciptaan Allah disebut makhluk- kata khalqan pada ayat 49 Surah al-Isr±' tersebut ditambahkan dengan  $isim\ f\pm'il$ , yang berarti "yang baru". Dengan demikian, makna  $khalqan\ jad^3dan$  adalah makhluk yang baru. Maksud ayat ini adalah semua makhluk pada hari kiamat nanti, setelah menjadi tulang-belulang yang berserakan dan kepingan-kepingan benda yang hancur seperti debu yang diterbangkan angin, akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru.

### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan tentang keingkaran kaum musyrikin Mekah terhadap kemahaesaan-Nya dan kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kerasulannya. Pada ayat-ayat ini, Allah swt menjelaskan tentang keingkaran mereka terhadap hari kiamat, hari kebangkitan dan pembalasan terhadap segala amal manusia.

#### Tafsir

(49) Allah swt menjelaskan kepada Rasul-Nya apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin Mekah mengenai hari kebangkitan. Mereka mengatakan bahwa apabila mereka telah mati dan menjadi tulang belulang yang lapuk dan tidak utuh lagi, apakah benar mereka akan dibangkitkan kembali seperti makhluk semula. Dari perkataan mereka ini tampak bahwa mereka tidak mau mempercayai adanya hari kebangkitan.

Menurut kepercayaan mereka, apabila manusia telah mati dan menjadi tulang belulang yang bercerai-berai, apalagi telah hancur luluh, tidak mungkin akan terkumpul kembali dan menjadi makhluk semula yang hidup seperti sediakala. Inilah yang menjadi sebab utama mengapa mereka

menolak kebenaran wahyu dan kerasulan Muhammad saw. Keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan ini disebabkan oleh sikap mereka yang menyamakan sesuatu yang berada di luar kemampuan pikiran mereka dengan kejadian yang biasa dialami sehari-hari. Padahal kekuasaan untuk membangkitkan kembali semua makhluk berada di tangan Allah swt yang semula menciptakannya. Semua itu berada di luar kemampuan pikiran atau akal mereka. Jika mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah di langit, di bumi, dan di semua benda-benda di sekeliling mereka, pasti mereka akan membenarkan kejadian hari kebangkitan itu.

Allah swt berfirman:

## يَقُولُونَ ءَانَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةُ ﴿ ءَاذَاكُنَا عِظَامًا نَخِرَةً ﴿ قَالُوانِلُكَ إِذَا كَرَةً خَامِرَةً ﴿

(Orang-orang kafir) berkata, "Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?" Mereka berkata, "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan." (an-N±zi'±t/79: 10-12)

## وَضَرَبَ لَنَا مَنَلًا وَنَسِيَ خَلْفَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْدُ ﴿ قُلْ بُحْيِيْمَ اللَّذِيَّ اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوبِكُلِ خَلْقٍ عَلِيثُرٌ ﴿

Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal kejadiannya; dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang, yang telah hancur luluh?" Katakanlah (Muhammad), "Yang akan menghidupkannya ialah (Allah) yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk. (Y±s³n/36: 78-79)

(50-51) Allah swt memerintahkan Rasul-Nya untuk memberikan jawaban dan menerangkan kepada kaum musyrikin Mekah bahwa Allah swt berkuasa membangkitkan mereka kembali setelah mereka mati seperti keadaan pada saat pertama kali diciptakan, bagaimanapun juga keadaan mereka, apakah ia berupa tulang, bangkai, batu, besi, atau apa saja menurut pemahaman mereka. Allah swt memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk mengatakan kepada mereka, "Jadilah kamu sekalian batu atau besi." Maksudnya ialah meskipun mereka telah menjadi batu atau besi, atau menjadi benda apapun menurut dugaan mereka jauh kemungkinannya untuk hidup kembali, sebenarnya Allah swt berkuasa menghidupkan mereka kembali. Itulah sebabnya Allah swt memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menjawab keraguan mereka dengan tegas bahwa yang akan menghidup-kan mereka ialah Zat yang menciptakan mereka pertama kali. Apabila Allah swt berkuasa menciptakan mereka pada kali yang pertama dari tanah, Dia pun berkuasa untuk menghidupkan mereka kembali setelah menjadi tanah.

Kemudian dijelaskan bahwa mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mendengar penjelasan Rasulullah sebagai tanda bahwa mereka mendustakannya dan betul-betul tidak dapat menerima terjadinya hari kebangkitan. Sikap ini juga sebagai tanda bahwa mereka akan menanyakan kapan terjadinya hari kebangkitan, dan kapan mereka akan dibangkitkan sebagai makhluk baru. Pertanyaan yang serupa dinyatakan dalam ayat-ayat yang lain. Allah berfirman:

## وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰذَاالُوعَدُ إِنَّ كُنْتُرُصْدِقِينَ

Dan mereka (orang-orang kafir) berkata, "Kapan janji (hari kebangkitan) itu (terjadi) jika kamu orang yang benar?" (Y±s³n/36: 48)

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari Kiamat, meminta agar hari itu segera terjadi. (asy-Syµr±/42: 18)

Pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dengan disusun kembali dari tulang ekornya. Nabi Muhammad bersabda:

"Sesungguhnya pada diri manusia ada tulang yang tidak akan termakan tanah selamanya. Dari tulang itu manusia akan disusun kembali pada hari kiamat." Para sahabat bertanya, "Tulang apakah itu, wahai Rasulullah?" beliau menjawab, "Tulang ekor." (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Di akhir ayat, Allah swt memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengatakan kepada kaum musyrikin bahwa mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi hari kebangkitan, karena waktunya sudah dekat, dan memang pasti datang. Orang Arab biasanya mengatakan sesuatu yang akan datang dan pasti terjadi, dengan mengatakan waktunya sudah dekat meskipun berselang lama. Dalam hal ini, Allah swt tidak memastikan kapan hari kebangkitan itu datang kepada semua makhluk-Nya, baik kepada malaikat ataupun Rasul-Nya. Dia hanya memberitahukan hari kebangkitan pasti datang dalam waktu dekat.

(52) Kemudian dijelaskan bahwa hari kebangkitan itu adalah hari ketika Allah swt memanggil semua manusia, lalu mereka akan mematuhi panggilan itu sambil memuji-Nya. Maksudnya ialah bahwa pada hari itu Allah dengan kemahakuasaan-Nya memanggil seluruh manusia. Lalu mereka bangkit dari kuburnya sambil memuji kekuasaan Allah yang telah membangkitkan mereka sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.

Allah swt berfirman:

## وَاسْتَمِعْ يَوْمُ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ (١) يَوْمُ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذُلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (١)

Dan dengarkanlah (seruan) pada hari (ketika) penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat. (Yaitu) pada hari (ketika) mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar (dari kubur). (Q±f/50: 41-42)

Diriwayatkan dalam sebuah hadis marfu' dari Anas bahwa beliau berkata, "Orang-orang yang mengucapkan, "Tiada tuhan selain Allah," tidaklah merasa kesepian di alam kubur. Seolah aku bersama mereka keluar dari kuburnya dengan menyeka debu tanah dari kepala mereka, seraya berkata, "Tiada tuhan selain Allah." Dalam riwayat a - abr±n dari Ibnu Umar bahwa mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kami." (Riwayat a - abr±n)

Pada saat bangkit dari kubur, mereka mengira bahwa mereka hidup di dunia tidak lama, tetapi hanya sebentar saja.

Allah swt berfirman:

## كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَوْيَلْبَثُوٓ الِلَّاعَشِيَّةُ ٱوْضِّحَهَا ۗ

Pada hari ketika mereka melihat hari Kiamat itu (karena suasananya hebat), mereka merasa seakan-akan hanya (sebentar saja) tinggal (di dunia) pada waktu sore atau pagi hari. (an-N±zi'±t/79: 46) (Perhatikan pula Yµnus/10: 45)

Al-¦asan al-Ba¡r³ memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan dekatnya hari kebangkitan itu ialah di hari itu kamu merasa seolah-olah pernah berada di dunia, (padahal kamu sekian lama berada di sana), dan tibatiba kamu sekarang telah berada di akhirat dan dalam menjalani proses penghitungan amal baik dan buruk.

### Kesimpulan

 Orang musyrik Mekah tidak percaya akan terjadinya hari kebangkitan dan hari pembalasan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

- Keingkaran orang-orang musyrik kepada hari kebangkitan itu tidak benar. Sebab, apabila Allah berkuasa menciptakan segala sesuatu untuk menghidupkan dan mematikannya, maka Dia pasti berkuasa pula membangkitkan manusia kembali sesudah tubuh mereka hancur luluh.
- 3. Hari kebangkitan itu termasuk hal yang gaib. Allah yang menentukan waktu datangnya, dan tak seorang pun yang dapat mengetahuinya kecuali Allah.

### SETAN PENYEBAB KEKAFIRAN

وَقُلْ الْعِيَادِيُ يَقُولُوا الَّتِي هِي اَحْسَنُ اِنَ الشَّيْطِنَ يَنْ كُنْ بَيْنَهُمُ أَنَّ الشَّيْطِنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوا مُنْ يَعَا اللَّهِ يَعْدَا اللَّهُ يَعْدَا اللَّهُ يَعْدَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

Terjemah

(53) Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. (54) Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu, dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan Kami tidaklah mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi penjaga bagi mereka. (55) Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, Kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Dawud. (56) Katakanlah (Muhammad), "Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak (pula) mampu mengubahnya." (57) Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah). Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang (harus) ditakuti."

Kosakata: *al-Was³lah* ٱلْوَسيْلَةَ (al-Isr±'/17: 57)

Kata *al-was³lah* adalah bentuk *ma¡dar* dari *wasala-yasilu-was³latan*, yang artinya berbuat kebaikan yang mendekatkan diri (kepada Allah). Kata *was³lah* jamaknya adalah *was±'il*, berarti jalan, sebab mendekatkan kepada yang lain. Makna *al-was³lah* pada ayat 57 Surah al-Isr±' di atas adalah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah.

### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah telah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik tidak mempercayai hari kebangkitan, padahal hari itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan Allah. Pada ayat-ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya dan seluruh umatnya untuk berkata dengan baik dan lemah lembut kepada orang-orang musyrik dan sesama orang-orang mukmin. Katakata yang kasar memberi kesempatan kepada setan untuk menimbulkan perselisihan di antara mereka.

#### Sabab Nuzul

Al-Wā¥id³ mengungkapkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Umar bin Kha⁻ab ketika seorang laki-laki memakinya, sehingga Umar balas mencaci dan hampir saja membunuhnya. Kemudian terjadi keributan di antara keduanya, lalu turunlah ayat ini.

#### **Tafsir**

(53) Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar mengatakan kepada semua hamba-Nya supaya mengucapkan perkataan yang lebih baik pada saat berbicara atau berdebat dengan orang-orang musyrik ataupun yang lainnya. Agar mereka tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan caci-maki yang akan menimbulkan kebencian, tetapi hendaklah menggunakan kata-kata yang benar dan mengandung pelajaran yang baik.

Allah swt berfirman:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. (an-Na¥I/16: 125). Perhatikan pula al-'Ankabµt/29: 46.

Allah swt menjelaskan alasan larangan-Nya itu, yaitu setan bisa merusak suasana dan menyebarkan bencana di antara kaum Mukminin dengan orangorang musyrik ketika mereka berbicara kasar dan berselisih. Perselisihan di kalangan mereka bisa menimbulkan pertentangan, bahkan perkelahian. Dalam hal ini, Rasulullah saw pernah melarang seorang laki-laki Muslim menudingnya dengan menggunakan sepotong besi, karena khawatir kalaukalau setan melepaskan senjata itu dari tangannya lalu meluncur mengenai

Rasul. Hal ini akan menyebabkan orang itu berdosa dan dimasukkan ke dalam neraka.

Diriwayatkan oleh Imam A¥mad dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

Janganlah seorang di antara kamu mengacung- acungkan senjata kepada saudaranya, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui, boleh jadi setan melepaskan senjata dari tangannya, sehingga dia akan masuk ke lembah neraka. (Riwayat Imam A¥mad dari Abu Hurairah)

Kemudian Allah menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Permusuhan di antara keduanya sudah berlangsung lama. Dalam ayat lain Allah swt berfirman:

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. (al-A'r±f/7: 17)

(54) Allah swt menjelaskan bahwa Dialah yang lebih mengetahui tentang keadaan orang-orang musyrik itu. Bila Allah menghendaki, tentu Dia akan memberikan rahmat-Nya dengan jalan memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada mereka, sehingga selamat dari kesesatan dan menjadi manusia yang patuh. Tetapi bila Dia menghendaki untuk menyiksanya, tentu mereka tidak akan memperoleh hidayah untuk beriman.

Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa kaum Muslimin tidak boleh menghina kaum musyrikin, dan mengatakan mereka sebagai ahli neraka. Kepastian seseorang masuk neraka ataupun tidak, termasuk masalah gaib yang hanya diketahui Allah swt. Kaum Muslimin juga tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat mereka malu, karena yang demikian itu hanya menyebabkan mereka dengki dan menimbulkan permusuhan.

- Di akhir ayat ditegaskan bahwa Allah tidak mengutus Rasul-Nya untuk memaksa mereka melakukan apa yang diridai-Nya. Akan tetapi, Allah mengutusnya sebagai pemberi berita gembira dan peringatan. Itulah sebabnya Allah melarang Rasulullah melakukan pemaksaan terhadap mereka, dan memerintahkan agar semua sahabatnya bersikap lapang dada.
- (55) Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt lebih mengetahui keadaan hamba-Nya yang di langit atau di bumi, yang tampak ataupun yang tidak. Dia memilih di antara hamba-Nya, siapa yang pantas menerima tugas kenabian dan pengetahuan agama. Dia pula yang melebihkan hamba yang satu dari hamba yang lainnya, sesuai dengan ilmu dan kuasa-Nya semata.

Ayat ini juga merupakan sanggahan terhadap kaum musyrikin yang mengatakan bahwa jauh kemungkinannya Muhammad yang hanya seorang anak yatim piatu dan diasuh oleh pamannya, Abµ °±lib, menjadi seorang nabi. Kalau pengikut-pengikutnya hanyalah orang-orang kelaparan, dan berpakaian compang-camping, tidak mungkin orang bangsawan dan pemuka-pemuka Quraisy mau menjadi pengikutnya.

Penyebutan bahwa Allah lebih mengetahui makhluk-Nya yang ada di langit dan di bumi pada ayat ini merupakan sanggahan terhadap dugaan dan keinginan mereka bahwa sepatutnya Allah mengirim malaikat atau orang besar dari Mekah atau Taif, untuk menjadi utusan-Nya. Firman Allah:

## لَوْلَا ٱنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْيِكَةُ

Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita. (al-Furq±n/25: 21)

Firman Allah pula:

Dan mereka (juga) berkata, "Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang besar (kaya dan berpengaruh) dari salah satu dua negeri ini (Mekah dan Taif)?" (az-Zukhruf/43: 31)

Di antara hamba Allah yang dipilih untuk menjadi utusan-Nya ialah mereka yang mempunyai keutamaan rohani dan jiwa yang bersih. Allah swt melebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain sesuai dengan pilihan-Nya juga, seperti Nabi Ibrahim diberi keistimewaan sehingga diberi gelar Khalilullah dan Nabi Musa diberi keistimewaan pula sehingga diberi gelar Kalimullah. Nabi Muhammad diberi mukjizat yang tertinggi di antara semua mukjizat yaitu Al-Qur'an dan diberi kemuliaan menghadap langsung ke hadirat-Nya ketika Isr±' dan Mi'r±j.

Allah swt berfirman:

Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang (langsung) Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikan-Nya beberapa derajat. Dan Kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan Kami perkuat dia dengan Rohulkudus. (al-Bagarah/2: 253)

Di akhir ayat, Allah menyebutkan bahwa Dia telah memberikan Zabur kepada Daud a.s. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keutamaan Nabi Daud, bukan hanya karena menjadi raja, tetapi karena ia juga memperoleh kitab dari Allah.

Penyebutan Zabur secara khusus dalam ayat ini karena dalam kitab itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup dan umatnya adalah umat yang baik pula.

Allah swt berfirman:

## وَلَقَدْ كَتَبْنَ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ آكَ أَلاَرْضَ يَرِيثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

Dan sungguh, telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam Az-Zikr (Lau Ma fµ§), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh. (al-Anbiy±'/21: 105)

Yang dimaksud dengan *hamba-hamba-Ku yang saleh* dalam ayat di atas adalah Nabi Muhammad dan umatnya.

(56) Sabab nuzul ayat ini ialah sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukh±r³ dari Ibnu Mas'µd bahwa ada manusia yang menyembah manusia dan jin. Jin tersebut sebagian masuk Islam, dan sebagian lagi tetap dalam keyakinannya. Maka turunlah ayat ini.

Dalam ayat İni, Allah memerintahkan Rasul-Nya agar mengatakan kepada kaum musyrikin Mekah ucapan berikut ini, "Pada saat kamu ditimpa bahaya, seperti kemiskinan dan serangan penyakit, cobalah panggil mereka yang kamu anggap tuhan selain Allah, apakah tuhan-tuhan itu mampu menghilangkan bahaya yang menimpa kamu?" Maka dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa orang-orang yang mereka anggap tuhan itu tidak akan mampu menolak bahaya atau memindahkannya kepada orang lain. Sebab, mereka memang tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan yang demikian. Yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk menghilangkan bahaya itu ialah Pencipta alam semesta ini dan sekaligus Pencipta mereka, yaitu Allah Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Allah itulah yang harus disembah.

(57) Di atas telah disebutkan bahwa kaum musyrik menyembah para malaikat, jin, Nabi Isa, dan 'Uzair. Mereka menganggapnya sebagai tuhan yang dapat menghilangkan bahaya dan kemudaratan mereka. Lalu Allah menyebutkan bahwa yang mereka sembah itu sendiri sebenarnya mencari wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Jalan itu tidak lain ialah taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Imam at-Tirmi<sup>©3</sup> dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah saw bersabda, "Mohonkanlah wasilah untukku kepada Allah." Mereka bertanya, "Apakah wasilah itu? Nabi pun berkata, "Mendekatkan diri kepada Allah." Kemudian Nabi membaca ayat ini (ayat 57).

Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang paling dekat sekalipun, di antara para malaikat, jin, Nabi Isa, dan 'Uzair, kepada Allah tetap mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dengan menaati dan menghambakan diri kepada-Nya. Oleh karena itu, apakah mereka layak disembah? Mengapa kamu tidak langsung saja menyembah Allah?

Pada bagian akhir ayat ini, Allah swt menyebutkan bahwa sesungguhnya azab Tuhan adalah hal yang (harus) ditakuti oleh siapa pun, baik para malaikat, para rasul dan nabi-Nya, maupun manusia seluruhnya.

### Kesimpulan

- 1. Dalam menyampaikan dakwah Islam, kaum Muslimin hendaklah berlaku sopan, menggunakan kata-kata yang baik, dan tidak mengumpat atau memaki umat lain, agar tidak menimbulkan permusuhan.
- 2. Tugas para rasul dan nabi, termasuk para mubalig dan juru dakwah, ialah menyampaikan dakwah Islam dengan cara yang baik, bukan untuk memaksa umat lain masuk agama Islam.
- 3. Wahyu dan nubuwah itu dikaruniakan Allah kepada siapa saja di antara hamba-Nya yang bersih jiwa dan rohaninya, berdasarkan kehendak-Nya, bukan karena keturunan atau kebangsawanannya.
- 4. Yang berhak disembah ialah Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Selain-Nya tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat.
- 5. Wasilah atau media yang dianjurkan kepada manusia adalah beribadah mendekatkan diri kepada Allah.

### KAUM YANG INGKAR PASTI MENDAPAT HUKUMAN

وَانَّمِّنَ قَرِّيَةٍ إِلاَّنَحُنُ مُهُلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيمَةِ اَوْمُعَذِّ بُوْهَا عَذَابًا شَدِيَّلًا كَانَ ذَاكِ فِي الْكِتْبِ مَسْسُطُوهُ رَاهِ وَمَامَنَعَنَا اَنْ تُرْسِلَ بِالْايْتِ الْآنَ كَذَّبَ بِهَا الْاَقَلُونَ فَاتَيْنَا تَمُوْدُ النَّاقَةَ مُنْصِرَةً فَظَامُو ابِهَا فَمَا نُرْسِلُ بِالْايْتِ الْاَتْخُونُفِنَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَالكَ اِنَّ رَبِّكَ مَا مُنْ اللَّامِ اللَّا فِي اللَّالِيَ اللَّالِيَ اللَّالِيَ اللَّالِيَةِ اللَّالِيَ اللَّالِيَ اللَّالِيَ اللَّالِيَ اللَّالِيَ اللَّالِي اللَّالِيَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

Terjemah

(58) Dan tidak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari Kiamat atau Kami siksa (penduduknya) dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Lau¥ Ma¥fµz). (59) Dan tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena (tanda-tanda) itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah Kami berikan kepada kaum Samud unta betina (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya (unta betina itu). Dan Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. (60) Dan (ingatlah) ketika Kami wahyukan kepadamu, "Sungguh, (ilmu) Tuhanmu meliputi seluruh manusia." Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon yang terkutuk (zaqqum) dalam Al-Qur'an. Dan Kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

(al-Isr±'/17: 60) اَلشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ

Kata asy-syajarah diambil dari syajara-yasyjuru-syajran, yang artinya mengikat. Syajaratun berarti satu pohon. Kata syajarah biasa digunakan dalam arti pohon kayu. Ia digunakan juga dalam arti garis keturunan.

Kata *al-mal'µnah* bentuk *isim maf'µl* dari *la'ana-yal'anu-la'nan*, yang artinya mengutuk. *Al-Mal'µnah* artinya yang dikutuk, atau yang terkutuk.

Banyak ulama memahami al-syajarah al-mal'µnah dalam arti pohon kayu yang terkutuk. Tidak ditemukan dalam Al-Qur'an adanya pohon tertentu yang disifati dengan pohon terkutuk, tetapi terdapat uraian tentang pohon yang tumbuh di dasar Jahanam, yaitu pohon Zaqqµm dan sebagaimana telah diketahui bahwa Jahanam adalah tempat orang-orang yang terkutuk. Sehingga al-syajarah al-mal'µnah dapat dipahami sebagai pohon yang

berada di tempat yang terkutuk. Dapat pula kata terkutuk menjadi sifat dari pohon tersebut, dalam arti pohon yang tercela, karena mayangnya disifati seperti kepala setan (al-¢±ff±t/37: 65) dan bahwa pohon itu seperti kotoran minyak yang mendidih dalam perut (ad-Dukh±n/44: 45).

### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt mengungkapkan keingkaran kaum musyrikin terhadap terjadinya hari kebangkitan, kebenaran wahyu yang diterima Rasul dan kerasulannya untuk seluruh manusia. Allah juga menunjukkan kepada Rasulullah dan kaum Muslimin cara-cara yang baik dalam membantah keingkaran kaum musyrikin dengan bantahan-bantahan yang dapat diterima akal. Dalam ayat-ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa tiada satu kaum yang durhaka pun yang terlepas dari azab Allah yang keras. Ini adalah peringatan kepada kaum musyrik Mekah yang mendustakan terjadinya hari kebangkitan dan hari pembalasan.

#### Tafsir

(58) Allah swt memberikan peringatan kepada kaum musyrikin Mekah yang mengingkari terjadinya hari kebangkitan, hari pembalasan, dan kerasulan Muhammad, bahwa tidak ada suatu negeri pun yang penduduknya durhaka, melainkan dibinasakan keseluruhannya, sebelum hari kiamat datang atau ditimpa bencana yang hebat karena dosa dan keingkaran mereka kepada nabi-nabi yang pernah diutus kepada mereka.

Allah swt berfirman:

## ٷۘڲؘڹۣڹ۫ڡۣٚڹ۫ۊٞۯؽڐٟ؏ؘؾؘؾ۫؏ڹٛٲڡ۫ڔۣۯؾۣٵۅٙۯۺۘڸ؋ۏؘڂٲڛۘڹٺۿاڿڛؘٵٵۺڍؽڎؙٲٚۊٞۼۮٙڹ۠ۿٳۼڬٲڋٲڬؙڴڒؖٵ۞ ڣؘذَاقَتْ وَبَالَ ٱمْهِهَاوُكَانَ عَاقِبَةُ ٱمْرِهَا خُنْرًا۞

Dan betapa banyak (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, maka Kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan (di akhirat). Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka, itu adalah kerugian yang besar. (a<sup>-</sup>-° al±q/65: 8-9)

Allah swt menjelaskan bahwa yang demikian itu telah tercantum dalam kitab Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam at-Tirmi<sup>©3</sup> dari 'Ub±dah bin ¢āmit ia berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

Sebenarnya yang diciptakan pertama kali oleh Allah ialah qalam (pena), kemudian Allah swt berfirman pada qalam itu, "Catatlah," lalu qalam itu berkata, "Apa yang akan saya catat?" Allah swt berfirman, "Catatlah hal-hal yang telah ditentukan, dan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat." (Riwayat Imam at-Tirmi<sup>©3</sup> dari 'Ub±dah bin ¢āmit)

(59) Imam A¥mad meriwayatkan dari Ibnu 'Abb±s bahwa ia berkata, "Penduduk Mekah meminta kepada Nabi saw agar mengubah gunung Safa menjadi gunung emas, dan menghilangkan bukit agar tanahnya bisa digunakan untuk pertanian. Malaikat mengatakan kepada Nabi, "Jika engkau mau memenuhi permintaan mereka, penuhilah. Apabila mereka mengingkari, mereka dapat dibinasakan seperti umat-umat terdahulu." Nabi bersabda, "Tetapi saya ingin menunda permintaan mereka." Kemudian Allah menurunkan ayat ini."

Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang mampu menghalangi terlaksananya mukjizat yang diberikan kepada rasul-Nya. Orang-orang dahulu yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan-Nya (mukjizat) seperti yang telah diberikan kepada para rasul-Nya yang terdahulu, akan dimusnahkan. Begitu pula orang-orang Quraisy yang meminta kepada Nabi Muhammad saw, supaya Allah menurunkan pula tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada mereka. Akan tetapi, Allah tidak mengabulkannya, karena bila tanda-tanda kekuasaan Allah itu diturunkan, pasti mereka mendustakannya juga dan tentulah mereka akan dibinasakan seperti umat-umat yang dahulu. Sedang Allah tidak akan membinasakan orang-orang Quraisy, karena di antara keturunan mereka ada yang diharapkan menjadi orang-orang yang beriman.

Allah swt menjelaskan bahwa Dia telah memberikan tanda-tanda kekuasaan-Nya (mukjizat-Nya) kepada Nabi Saleh, seperti yang diminta oleh kaum Samud yaitu unta betina yang dapat mereka saksikan sendiri.

Rasulullah bersabda:

Diriwayatkan dari ar-Rab³¹ bin Anas, ia berkata, "Orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah saw, "(Kami mau beriman), seandainya didatangkan kepada kami tanda-tanda kekuasaan Allah, seperti yang didatangkan oleh Nabi Saleh dan para nabi (kepada umat mereka)." Kemudian Rasulullah saw bersabda, "Kalau kamu sekalian menginginkan agar saya berdoa kepada Allah, tentulah Allah akan menurunkan (tandatanda kekuasaan itu) kepadamu. Tetapi apabila kamu membangkang juga, tentulah kamu akan dibinasakan." Kemudian mereka berkata, "Kami tidak menginginkan." (Riwayat al-Baihaq³)

Allah menjelaskan bahwa pada akhirnya kaum Samud tetap tidak menjadi orang-orang yang beriman, bahkan mereka menganiaya unta betina yang menjadi mukjizat Nabi Saleh itu dan menyembelihnya. Allah swt lalu membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka, dan menyamaratakan mereka dengan tanah.

Di akhir ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa Dia memberikan tandatanda kekuasaan itu untuk mengingatkan manusia agar mengambil pelajaran darinya, sehingga mereka bertobat dan kembali mengikuti bimbingan Allah swt seperti yang diserukan oleh para nabi dan rasul-Nya.

(60) Abu Ya'la dari Ummi H±n³ meriwayatkan bahwa pagi hari setelah Isr±', sebagian orang-orang Quraisy memperolok-olokkan Rasulullah dan meminta buktinya. Lalu beliau menggambarkan keadaan Baitul Maqdis serta menceritakan kepada mereka tentang kisah *isr±'*. Kemudian Walid bin Mugirah berkata, Orang ini adalah penyihir." Maka turunlah ayat ini.

Allah swt memberi dukungan kepada Rasulullah dalam melaksanakan tugas-tugas kerasulannya dan akan melindunginya dari tipu daya orangorang yang mengingkari risalahnya dengan mengingatkan Rasul dan mewahyukan kepadanya bahwa ilmu Tuhan meliputi segala hal ihwal manusia. Maksudnya ialah Allah Mahakuasa terhadap seluruh hamba-Nya. Mereka berada di bawah genggaman-Nya sehingga tidak dapat bergerak kecuali menurut ketentuan-Nya. Allah berkuasa melindungi Rasul-Nya dari orang-orang yang memusuhinya, sehingga mereka tidak mungkin secara semena-mena menyakiti hatinya.

Allah swt berfirman:

## وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. (al-M±'idah/5: 67)

Menurut keterangan al-Hasan, Allah swt akan menghalangi setiap usaha mereka untuk membunuh Nabi. Allah swt berfirman:

Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. (al-Anf±l/8: 30)

Allah menjelaskan juga pengingkaran orang-orang Quraisy terhadap apa yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad pada malam Isr±' dan Mi'raj, seperti pohon *zaggum* yang tumbuh di neraka. Hal ini sebagai ujian,

siapakah di antara umatnya yang benar-benar beriman dan siapa yang ingkar. Mereka yang benar-benar beriman bertambah kuat imannya, akan tetapi mereka yang imannya hanya di mulut saja, bertambah ingkar. Pohon zaqqµm yang disebutkan dalam Al-Qur'an juga menjadi ujian kepada mereka, pada saat mereka mendengar kaum Muslimin membacakan ayat:

Sungguh pohon zaqqum itu, makanan bagi orang yang banyak dosa. (ad-Dukh±n/44: 43-44)

Mereka memperselisihkannya; orang yang imannya kuat, bertambah kuat imannya, tetapi orang yang mengingkari kerasulan Muhammad saw bertambah kekafirannya. Abu Jahal, misalnya, termasuk orang yang mengingkarinya. Ketika itu ia berkata, "Sebenarnya anak Abu Kabsyah (Muhammad saw) mengancam kamu dengan ancaman neraka, yang bahan bakarnya batu, kemudian ia mengira di neraka itu tumbuh pohon, padahal kamu tahu bahwa api itu membakar pohon." 'Abdull±h bin az-Ziba'ra berkata, "Sebenarnya Muhammad menakut-nakuti kami dengan pohon zaqqµm itu tiada lain kecuali kurma dan keju, maka telanlah." Mereka lalu makan kurma dan keju itu.

Orang-orang musyrik Quraisy tidak mempercayai bahwa di neraka ada tumbuh-tumbuhan yang disebut pohon zaqqµm, karena mereka beranggapan bahwa api memusnahkan segalanya. Mereka tidak mengetahui bahwa di dunia ini juga terdapat keajaiban-keajaiban yang mencengangkan, terlebih-lebih lagi di akhirat. Misalnya di dunia ada semacam serat yang tak terbakar oleh api (asbes). Bahan ini sering dipergunakan untuk bahan baju yang tahan api. Bumi ini mengandung api (yaitu magma) di dalam perut bumi yang akan terlihat pada saat gunung api meletus, tetapi di atasnya tumbuh pohon-pohon yang menghijau. Kayu atau batu pun dapat mengeluarkan api pada saat digosok-gosokkan. Di dalam air pun terdapat unsur oksigen yang menyebabkan api menyala. Singkatnya, hati orang-orang kafir Quraisy tidak mau menerima kebenaran Al-Qur'an. Keingkaran mereka kepada *ar-ru'ya* (mimpi atau yang dilihat Nabi saw pada waktu *isr±*) dan pohon zaqqµm merupakan bukti yang jelas akan keingkaran mereka.

Allah swt berfirman:

Sungguh, Kami menjadikannya (pohon zaqqµm itu) sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim, mayangnya seperti kepala-kepala setan. (a¡-¢aff±t/37: 63-65)

Di akhir ayat ditegaskan bahwa Allah hendak mengingatkan mereka akan siksaan-Nya, tetapi yang demikian itu hanya akan menambah mereka bergelimang dalam kedurhakaan dan kesesatan.

# Kesimpulan

- Sebelum Nabi Muhammad saw diutus, kebanyakan umat yang durhaka dibinasakan Allah dengan azab yang pedih tanpa menunggu hari kiamat datang.
- Kaum musyrikin Mekah mendurhakai Rasulullah dan meminta agar didatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi permintaan itu tidak dikabulkan sebab seandainya dikabulkan, mereka akan tetap mengingkarinya.
- 3. Allah swt memerintahkan Rasulullah saw untuk tetap melaksanakan tugas risalahnya, dan Allah akan melindunginya dari tipu daya kaum musyrikin.
- 4. Apa yang diperlihatkan kepada Rasulullah pada malam Isr±' dan Mi'raj, seperti adanya pohon zaqqµm di neraka menjadi ujian untuk mengetahui siapa di antara mereka yang bertambah kuat imannya dan siapa yang bertambah kekafirannya.
- 5. Azab yang membinasakan umat secara menyeluruh tidak diturunkan kepada satu umat pun setelah masa kenabian Muhammad saw.

### GODAAN SETAN TERHADAP MANUSIA

وَاذُقُنَا اِلْمَلَإِ كَاتِهُ الشَّجُدُو الِادَمَ فَسَجَدُو اللَّ آبِلِيسُ قَالَ اَسَجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِلِينًا ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْكُانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

Terjemah

(61) Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu semua kepada Adam," lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia

(Iblis) berkata, "Apakah aku harus bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?" (62) Ia (Iblis) berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih Engkau muliakan daripada aku? Sekiranya Engkau memberi waktu kepadaku sampai hari Kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." (63) Dia (Allah) berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka Jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. (64) Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (Iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka." Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. (65) "Sesungguhnya (terhadap) hamba-hamba-Ku, engkau (Iblis) tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga."

(al-Isr±'/17: 62) لَأَحْتَنكُنَّ (al-Isr±'/17: 62)

Kata *la 'a¥tanikanna* diambil dari kata *al-i¥tin±k* dalam bentuk *ma¡dar*, yaitu peletakan kendali di mulut kuda agar ia dapat ditunggangi dan diarahkan sesuai keinginan penunggang. *Al-¥anakah* adalah kendali kuda atau lainnya. Kata tersebut di sini, digunakan sebagai perumpamaan tentang pengarahan Iblis terhadap anak cucu Adam, seakan-akan mereka adalah kuda-kuda yang ditunggangi Iblis dan dikendalikan serta diarahkan ke arah yang dikehendaki Iblis.

### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan keingkaran kaum musyrikin Mekah terhadap tanda-tanda kenabian dan kebenaran mukjizat Nabi saw yang diperlihatkan kepada mereka pada malam Isr±' dan Mi'raj, seperti adanya pohon zaqqum di neraka. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah swt menjelaskan bahwa sikap mereka yang demikian itu bukanlah hal yang baru, tetapi telah diperlihatkan pula oleh umat-umat terdahulu kepada nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Mereka tidak sanggup menghadapi godaan setan, seperti halnya Adam a.s. pernah tergoda oleh Iblis sehingga terusir dari surga.

## Tafsir

(61) Allah swt memerintahkan Rasulullah agar mengingatkan kaumnya akan permusuhan Iblis kepada Adam dan keturunannya. Permusuhan itu telah berlangsung lama sejak penciptaan Adam. Ketika Allah swt memerintahkan kepada para malaikat agar sujud untuk memberikan penghormatan kepada Adam, mereka lalu sujud kepadanya, kecuali Iblis. Ia merasa lebih mulia dan menolak perintah Allah. Sikap seperti itu disebabkan oleh kesombongannya, seperti tergambar dalam kata-katanya, "Apakah saya

akan sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api." Menurut anggapan Iblis, api lebih mulia daripada tanah.

Kata-kata Iblis serupa itu diungkapkan dalam ayat lain, seperti tersebut dalam firman Allah:

(Iblis) berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." (¢±d/38: 76)

Iblis menjadi kafir karena tidak menaati perintah Allah dan bersikap sombong. Ia beranggapan bahwa Allah swt telah memerintahkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Anggapan Iblis yang demikian hanyalah khayalannya sendiri. Anggapannya bahwa api lebih mulia dari tanah adalah anggapan yang tidak benar, karena api dan tanah sama-sama makhluk Allah. Allah yang menciptakannya dari tiada, kemudian melebihkan kegunaannya dari yang satu atas yang lain, sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Api bisa membakar, sementara tanah bisa menumbuhkan. Keduanya menjadi penunjang kehidupan manusia. Jadi secara kodrati, keduanya tidak bisa dilebihkan antara satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai kelebihan masing-masing.

(62) Kemudian dijelaskan bahwa kelancangan dan pembangkangan Iblis terhadap perintah Allah ketika ia meminta agar Allah menerangkan kepadanya, apa alasan yang menyebabkan dia harus sujud kepada Adam. Permintaan Iblis itu diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya dimaksudkan untuk menunjukkan sikapnya yang merasa heran mendengar perintah Allah agar sujud kepada Adam. Karena pengingkarannya ini, Iblis mendapat murka, dan menjadi jauh dari rahmat Allah.

Itulah sebabnya mengapa Iblis memohon kepada Allah agar menangguhkan hukuman dan kematiannya sampai hari kiamat dan diberi kesempatan untuk menggoda dan menyesatkan keturunan Adam, kecuali sebagian kecil saja dari keturunannya yang memang kuat imannya.

Allah swt berfirman:

# إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُ نُ إِلَّامَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُوِيْنَ

Sesungguhnya kamu (Iblis) tidak kuasa atas hamba-hamba-Ku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. (al-¦ ijr/15: 42)

(63) Allah mengabulkan permintaan Iblis dan membiarkan ia pergi menuruti keinginan dan melaksanakan tipu dayanya hingga hari kiamat datang. Namun demikian, Allah memberi syarat bahwa barang siapa di antara keturunan Adam yang teperdaya mengikuti Iblis, balasannya adalah neraka Jahanam sebagai hukuman yang harus ditimpakan kepadanya.

Demikian juga hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang yang mengikuti ajakannya, karena berani menyimpang dari perintah Allah dan melanggar larangan-Nya.

Allah swt berfirman:

Allah berfirman, "(Baiklah) maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan, sampai hari yang telah ditentukan (kiamat)." (al-¦ ijr/15: 37-38)

(64) Ayat ini menjelaskan lebih jauh, sampai di mana kemampuan Iblis untuk menggoda keturunan Adam di muka bumi ini. Allah swt membiarkan Iblis menghasut siapa saja di antara keturunan Adam, sesuai kesanggupan dan kemampuannya dengan bujukan dan tipu dayanya. Tipu daya Iblis untuk menggoda keturunan Adam digambarkan seakan-akan panglima yang sedang mengerahkan bala tentara berkuda dan diperkuat dengan tentara yang berjalan kaki. Mereka menyerang musuhnya dengan iringan suara yang gegap gempita guna mengejutkan musuh-musuhnya agar segera tunduk dan takluk di bawah kekuasaannya.

Sehubungan dengan penafsiran ayat ini, Imam Mujahid menjelaskan bahwa setiap tentara berkuda yang digunakan menyerang musuh dengan melanggar hukum-hukum Allah, adalah bala tentara yang tergoda Iblis. Dan bala tentara yang berjalah kaki yang berperang dengan melanggar ketentuan Allah termasuk bala tentara Iblis.

Mufasir lain menjelaskan bahwa setan tidak lagi mempunyai bala tentara berkuda dan bala tentara yang berjalan kaki. Maksud perumpamaan itu ialah sebagai gambaran pengikut-pengikut Iblis dan pendukung-pendukungnya, tanpa mempedulikan keadaannya, apakah yang bertindak sebagai pendukung atau pengikut itu tentara berkuda atau tentara yang berjalan kaki.

Sebagai gambaran yang jelas, Allah mengumpamakan Iblis dan pengikutpengikutnya dalam menggoda keturunan Adam sebagai orang yang berserikat mengumpulkan harta kekayaan dan anak-anak, yang mendorong mereka terjerumus kepada kemaksiatan dan menuruti hawa nafsu.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa Iblis berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggoda keturunan Adam, agar mereka terjerumus ke dalam larangan Allah. Iblis menggoda hati mereka agar tertarik pada agama yang tidak diridai Allah, menggodanya supaya berzina, atau senang membunuh dan menguburkan anaknya hidup-hidup.

Allah juga membiarkan Iblis memberikan janji-janji kepada keturunan Adam dengan janji yang dapat memperdayakan mereka sehingga terlena dari perintah-Nya dan melanggar larangan-Nya. Akan tetapi, janji-janji setan hanya tipuan belaka, tidak ada satu pun godaan yang bisa mencegah hukuman Allah yang akan ditimpakan kepada mereka. Janji-janji setan itu hanya

tipuan yang memukau sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang batil.

Allah swt berfirman:

Dan setan berkata ketika perkara (hisab) telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. (Ibr±h³m/14: 22)

(65) Selanjutnya Allah swt menjelaskan keterbatasan godaan Iblis terhadap keturunan Adam dengan menegaskan bahwa sebenarnya hambahamba Allah yang selalu menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, tidak akan terpengaruh oleh godaannya. Iblis tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa agar mereka tunduk di bawah tipu dayanya. Kemampuan Iblis hanyalah menggoda saja. Orang-orang yang dapat dipengaruhi ialah mereka yang tidak mempunyai iman yang kuat. Oleh karena itu, Allah swt menegaskan pada akhir ayat ini bahwa bagi mereka yang mempunyai iman yang kuat itu cukup berserah diri kepada Allah, dan meminta perlindungan kepada-Nya agar terlepas dari godaan dan tipu daya setan.

Dalam ayat ini, terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya tidak mempunyai kekebalan terhadap godaan setan dan tidak mempunyai kontrol pribadi yang menyelamatkan dirinya dari kesesatan. Kekebalan dan kontrol pribadi itu hanyalah perlindungan dan limpahan rahmat Allah swt.

# Kesimpulan

- 1. Pembangkangan Iblis terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam disebabkan oleh kesombongan yang membawa kepada keingkaran dan kekafiran.
- 2. Iblis diberi kesempatan untuk hidup terus hingga hari kiamat dan dibiarkan menggoda keturunan Adam.
- 3. Daya tarik godaan Iblis memang sangat memesona keturunan Adam. Akan tetapi, Iblis tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa mereka yang saleh dan mempunyai iman yang kuat.
- 4. Pada dasarnya manusia tidak mempunyai kekebalan terhadap tipu daya setan dan tidak mempunyai kontrol pribadi yang dapat menyelamatkan diri dari godaannya. Kekebalan dan kontrol pribadi itu datang dari Allah jika manusia memohon perlindungan-Nya.

5. Keimanan Iblis terhadap keesaan Allah tidak dapat menyelamatkannya dari azab karena tidak diikuti dengan ketaatan kepada-Nya.

### PERINTAH UNTUK MENSYUKURI NIKMAT ALLAH

ڗؙؾڮؙڬؙؠؖٳڷۜڹڲؙؽؙڗٝڿؚڲ۫ ڶػٛؠؙٳڷڡؙٛڶڰ؋ۣٳڷؠڂڔڸؾۺؾۼؙۅٛٳڡڽٛۏؘڞ۫ڸڋۧٳڹۜٙۿ؆ڶڔؙڲؙؠ۫ڗڿؽۘؠٵ۞ۅٳۮؘٵ ڡڛۜػؙؠؙٳڞؙڗٞڣۣٳڷؠڂڔۣۻڗڡڹٛڎۼۅ۫ڹٳڴٳٙؾٲ؋ٞ؋ٲڡۜڶۼؗڪٛؠٝٳڬٵڵڹڗؚٵڠٷۺ۠ڗؙۨ؞ؖٷڮٲڹ ٵڵٳٮ۫ٞٮٵڎؙڲڣؙۅ۫ڒٳ۞ٵڣٵڡؚڹؙڎؙؠٵۮؙؾۼٛڛؚڡٙؠؚػؙؠٞۼٳڹٵڶؠڗؚٵۅؽؙۯڛؚڸۼڵؿػٛؠ۫ٵڝؚۺؙٲٛؠؙٞڵٳۼٟۮۅٛٲٮؙػؠ ٷؽڵڒؙ۞ٵؠٞٵڡؚٮٛڎؙۘڎٲڒڹٞ۠ڝ۫ؽڎؙؙػؠٛڣؽۅ؆ڗۊٞٲڂٛۯؽڣؘؽۯڛؚڶۼڵؽڴؠۛڰٳڝڣٞٵڡڹ۫ٵڒؽڿڣؽۼ۠ڕؚۘۊػٛؠؙڛٵ ۘػۼٙڗؙؿؙٚڎؙ۫ڞٞڵڰۼؚؖۮۅٞٲٮڰؠ۫ۼڵؽٵڔ؋؆ؠؚؽۼٵ۞

# Terjemah

(66) Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu. (67) Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang (biasa) kamu seru, kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling (dari-Nya). Dan manusia memang selalu ingkar (tidak bersyukur). (68) Maka apakah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu atau Dia meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu kecil? Dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun. (69) Ataukah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia tiupkan angin topan kepada kamu dan ditenggelamkan-Nya kamu disebab-kan kekafiranmu? Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang peno-long pun dalam menghadapi (siksaan) Kami.

### Kosakata:

(al-Isr±'/17: 68) حَاصِبًا £1. / ±

 $/\pm_i ib\pm$  artinya batu-batu kecil. Akar katanya adalah ( ----). Pada mulanya, kata ini digunakan untuk menunjukkan arti satu jenis dari bagian bumi. Dari sini muncul kata  $\pm a_i b\pm'$  yang artinya batu kerikil, yaitu satu jenis bebatuan. Kata  $\pm a_i bah$  yang berarti butir-butir kecil yang keluar dari kulit dinamakan demikian karena menyerupai bebatuan kecil.

Kata  $\xi_i b_t$  bisa juga berarti mega yang menghujani bumi dengan butiran-butiran es. Pada ayat yang sedang ditafsirkan ini lebih tepat diartikan dengan batu-batu kerikil.

Akar katanya terdiri dari ( $\dot{b} = 0$ ) yang berarti pecahnya sesuatu. *Al-Q±ifi* artinya sesuatu yang gampang pecah. Dengan demikian, q±if berarti angin yang sangat kencang yang bisa menghancurkan dan memecahkan benda-benda yang dilaluinya.

### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa Allah memberikan perlindungan kepada hamba-Nya yang benar-benar beriman, dari tipu daya Iblis yang selalu mencari kesempatan untuk menggoda dan menyesatkan mereka dari bimbingan-Nya. Allah juga melindungi mereka dari kejahatan orang-orang yang tergoda oleh Iblis, apabila para hamba itu tetap meminta perlindungan-Nya. Dalam ayat-ayat ini, dijelaskan aneka ragam kenikmatan yang diberikan Allah kepada seluruh manusia, dengan maksud agar mereka memanfaatkannya untuk berbagai keperluan yang diridai Allah dan mensyukuri nikmat-nikmat itu sebagaimana mestinya.

#### Tafsir

(66) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah yang menggerakkan kapal-kapal di lautan untuk para hamba-Nya, agar mereka dapat memanfaatkan kapal-kapal itu sebagai alat pengangkut kebutuhan hidup dari suatu negeri ke negeri lain. Dengan pengangkutan itulah kemakmuran yang terdapat di suatu negeri dapat beralih ke negeri yang lain.

Di akhir ayat, ditegaskan bahwa Allah benar-benar Maha Penyayang terhadap seluruh hamba-Nya, karena ke mana saja manusia mengarahkan pandangannya, tentu akan menyaksikan berbagi nikmat Allah yang tak terhingga, yang menjadi tanda kebesaran kekuasaan-Nya.

(67) Kemudian Allah mengungkapkan keadaan orang-orang kafir ketika ditimpa mara bahaya yang mengancam jiwanya. Mereka tidak dapat mengharapkan pertolongan kecuali dari Allah, yang berkuasa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Allah swt menyatakan bahwa apabila orang kafir ditimpa mara bahaya di lautan, niscaya hilang harapan mereka untuk meminta bantuan dan pertolongan kepada berhala-berhala, jin, malaikat, pohon-pohon, dan batu-batu yang mereka sembah. Pada saat yang gawat itu, yang mereka ingat hanyalah Allah Yang Maha Esa yang berkuasa dan mampu menghilangkan bahaya itu, maka mereka meminta pertolongan kepada-Nya. Namun, apabila Allah telah mengabulkan permintaan mereka, yakni mereka telah terlepas dari bencana topan dan badai yang hampir menenggelamkan mereka, dan tiba di darat dengan selamat, mereka pun

kembali berpaling menjadi orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah dan kembali menyekutukan-Nya dengan tuhan yang lain.

Allah menegaskan bahwa tabiat manusia cenderung melupakan nikmat yang mereka terima dan selalu tidak beriman atau tidak mau berterima kasih kepada Zat yang memberikan nikmat itu. Ini adalah keanehan yang terdapat pada diri manusia kecuali hamba-Nya yang selalu berada dalam bimbingan dan perlindungan-Nya.

(68) Allah mengancam orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat-Nya, yang mengira bahwa dengan selamatnya mereka dari ancaman topan dan badai itu, mereka aman dari hukuman Allah Yang berkuasa menjungkirbalikkan sebagian daratan, sehingga mereka terpendam ke perut bumi. Apabila berkehendak, Allah berkuasa meniupkan angin keras dan menghujani mereka dengan batu-batu kecil sehingga mereka lenyap dalam waktu yang sangat singkat dari permukaan bumi ini. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan mendapatkan seorang pelindung yang mampu menyelamatkan mereka dari bencana tersebut kecuali Allah Yang Mahakuasa menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk-Nya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa bencana itu bisa terjadi di manamana, meskipun selamat dari bencana yang mengancam mereka di lautan, yang berupa topan dan badai, di daratan bencana yang lebih dahsyat mungkin saja terjadi, seperti gempa bumi, hujan batu, banjir, dan sebagainya. Semuanya berada dalam kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh makhluk yang berada di antara keduanya.

(69) Selanjutnya dijelaskan bahwa Allah berkuasa untuk mengembalikan orang-orang yang mengingkari nikmat-Nya itu ke lautan kembali, setelah mereka merasa aman di darat. Apakah mereka merasa aman dari bencana yang akan menimpa mereka di lautan setelah mereka sampai ke daratan. Allah berkuasa mengembalikan mereka ke lautan kembali, dengan mengirim angin topan dan tsunami yang sangat dahsyat. Angin itu menyapu mereka dari daratan, sehingga mereka akan digulung oleh gelombang yang dapat menenggelamkan mereka. Pada saat-saat mengalami musibah yang sangat dahsyat itu, mereka tidak akan mendapatkan seorang pun yang dapat menolong untuk melepaskan mereka dari siksa Allah.

# Kesimpulan

- Di antara nikmat Allah yang diperuntukkan bagi manusia ialah Allah menggerakkan kapal di lautan sebagai alat pengangkut keperluan hidup mereka.
- 2. Bukti bahwa manusia menurut fitrahnya beragama tauhid ialah apabila mereka sedang berlayar di lautan, kemudian ditimpa badai topan, mereka akan memohon pertolongan kepada Allah Yang Maha Esa. Tetapi apabila manusia terhindar dari bahaya, mereka pun tidak mau berterima kasih kepada Zat yang memberi pertolongan bahkan mereka menyembah tuhan-tuhan lain yang mereka persekutukan dengan Allah.

3. Bencana itu termasuk dalam kekuasaan Allah. Dia berkuasa untuk mendatangkan bencana di lautan maupun di daratan. Anggapan manusia bahwa mereka telah aman jika sudah sampai di darat adalah anggapan yang keliru. Sebab, Allah berkuasa menimpakan kembali bahaya gempa bumi di daratan yang disertai angin topan dan tsunami yang dapat menyeret mereka kembali ke lautan.

### MANUSIA MAKHLUK YANG DIMULIAKAN ALLAH

ۅؘڶڡۜٙۮػڗؙڡؙ۫ڬٵڹؚؿٛۜٳٛۮؠۧۅۜڂۘڡۘڵڹؗٛؠؙڣٛٳڷڹڗؚۅٲڷ۪ۼؙڔۅٙڒڗۘڨؙڹٛؠٛٞڝٞڹٳڟؾۣڹؾؚۅۏڣۘڞٞڵڹٛؠؙٛڠڸڮؿؽڔ ڡؚٞؠٞڹٛڿؘڡؙؿ۫ڬڗڣ۫ۻؽڰڒۧ۞ؽۅ۫ؠؘٙۮۮٷٳػٛڒؙؙٵڛٳؠٳڡٵڡؠؗؠٞ۠ٷؘؽڹؙٛٷۊؚؽڮؿڮڋۼ۠؞ۣؠٙۑؿڹ؋ڣٲۅڶڵٟٟڮ ۘؽڨڗٷٞڒڮؾڹۘؠٛؗؠٛۅٛڵٳؽڟػٷۯڣؾؚؽڰ؈ۅٙڡٙڹؙ؆ڒڣۣۿڹٚؠٙٵۼٛؽڣۿۅڣۣٳڵٳڿڒۊٵڠؠؗؽٳؘڝڷ ڛؘڽؽڰ۞

# Terjemah

(70) Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (71) (Ingatlah), pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya; dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya mereka akan membaca catatannya (dengan baik), dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. (72) Dan barang siapa buta (hatinya) di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan (yang benar).

(al-Isr±'/17: 70) کَرَّمْنَا

Kata karramn± diambil dari akar kata karaman yang berarti kemuliaan. Karramn± berarti Kami (Allah) telah memuliakan. Adanya tasydid pada lafaz karramn± menunjukkan banyaknya kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia, adalah anugerah berupa keistimewaan yang sifatnya internal. Dalam konteks ayat ini, manusia dianugerahi Allah keistimewaan yang tidak dianugerahkan kepada selainnya dan itulah yang menjadikan manusia mulia serta harus dihormati, walaupun ia telah menjadi mayat. Darah, harta, dan kehormatan manusia tidak boleh dialirkan dan dirampas begitu saja. Semuanya harus dihormati dan dimuliakan.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah telah menjelaskan tentang aneka ragam nikmat yang telah dianugerahkan kepada hamba-Nya agar mereka dapat memanfaatkannya. Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa Bani Adam merupakan makhluk termulia yang dianugerahi berbagai nikmat seperti alat transportasi dan rezeki yang baik, serta diunggulkan dari makhluk yang lain.

### **Tafsir**

(70) Allah memuliakan Bani Adam yaitu manusia dari makhluk-makhluk yang lain, baik malaikat, jin, semua jenis hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kelebihan manusia dari makhluk-makhluk yang lain berupa fisik maupun non fisik, sebagaimana firman Allah:

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. (at-T³n/95: 4-6)

Selain diberi panca indera yang sempurna, manusia juga diberi hati yang berfungsi untuk menimbang dan membuat keputusan. Firman Allah:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar kamu bersyukur. (an-Na¥I/16: 78)

Kemuliaan manusia ini sesuai dengan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Firman Allah:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau

hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah/2: 30)

Meskipun demikian, banyak manusia yang tidak menyadari akan ketinggian derajatnya sehingga tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. (al-A'r±f/7: 179)

(71) Allah swt mengingatkan para hamba-Nya akan hari perhitungan. Pada hari itu, Allah swt memanggil manusia dengan membawa kitab mereka masing-masing yang memuat catatan yang lengkap tentang amal perbuatan mereka. Ketika itu, mereka akan mendapatkan keputusan yang adil, sesuai dengan amal yang mereka lakukan di dunia, yang semuanya telah tercatat dalam kitab itu. Maka berbahagialah mereka yang ketika diberikan kitab amalannya diterima dengan tangan kanannya. Mereka ini akan membaca kitab itu dengan penuh kegembiraan, karena mereka berbahagia melihat catatan amal saleh mereka.

Allah swt berfirman:

Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku (ini)." (al-¦ ±qqah/69: 19)

Juga firman-Nya:

Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. (al-Insyig±g/84: 7-8)

Allah lalu menegaskan bahwa mereka tidak dianiaya sedikit pun. Maksudnya ialah tidak akan dikurangi sedikit pun pahala yang harus mereka terima, karena yang menciptakan alam akhirat ialah Yang Menciptakan alam ini juga, sehingga mustahil bagi-Nya untuk mengurangi pahala yang harus diterimanya. Allah swt Mahaadil dan keadilan-Nya itu tampak pada ciptaan-Nya di alam dunia ini.

(72) Kemudian dijelaskan bahwa barang siapa yang buta hatinya di dunia, yakni yang tidak mau melihat kebenaran petunjuk Allah, dan tidak mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan-Nya, niscaya di akhirat nanti ia lebih buta dan tidak dapat mencari jalan untuk menyelamatkan dirinya dari siksaan neraka. Bahkan, mereka lebih sesat lagi dari keadaannya di dunia, karena roh mereka pada waktu itu ialah roh pada waktu di dunia juga. Roh yang dibangkitkan Allah swt di akhirat ialah roh yang keluar dari jasadnya ketika meninggal dunia seperti buah-buahan yang muncul dari batangnya. Buah dan batang mempunyai sifat yang sama. Demikian pula roh manusia pada waktu itu, dia bangkit dengan membawa seluruh sifat, akhlak, dan amalnya. Ia mengetahui keadaan dirinya. Ia merasa bahagia ataupun celaka sesuai dengan keadaan dirinya. Apabila keadaan roh manusia itu lalai di dunia, di akhirat pun akan lalai karena ia telah mengabaikan berbagai sarana dan alat untuk menguasai ilmu, dan terbiasa malas mengamalkan perintah Allah. Ia pun akan mengumpat-umpat dan mencerca dirinya sendiri.

# Kesimpulan

- Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling mulia di antara kebanyakan makhluk-Nya karena mereka memiliki akal, rupa yang indah, dan bentuk badan yang serasi.
- Pada hari perhitungan, manusia akan dihimpun dengan membawa kitab masing-masing yang memuat catatan yang lengkap mengenai amal mereka.
- 3. Orang yang ketika hidup di dunia tidak mau menggunakan akalnya untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, akan menjadi orang yang buta hatinya. Di akhirat, mereka akan mengalami keadaan yang sama, bahkan mereka lebih buta dan tidak dapat mencari jalan yang bisa menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka.

# TEKANAN TERHADAP NABI MUHAMMAD SAW TIDAK MENGURANGI SEMANGAT JUANGNYA

وَإِنُ كَادُوْالِيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيَ اوْحَيْنَا الِيُك لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَالْالاَتَّخَذُوكَ خَلِيْلاً

وَوَلَوْلَا الْاَثْخَذُكُ وَلَا اللَّا الْحَدْثَ تَرُكُنُ اللَّهِ مِرْ هَنْكًا قَلِيْلاً ﴿ اِذَالاَدْقَالُكُ مِنْكُ الْكَيْوةِ وَ وَلَوْلَا اللَّا اللَّهُ الْحَيْوةِ وَ وَلَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّ

Terjemah

(73) Dan mereka hampir memalingkan engkau (Muhammad) dari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap Kami; dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. (74) Dan sekiranya Kami tidak memperteguh (hati)mu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. (75) Jika demikian, tentu akan Kami rasakan kepadamu (siksaan) dua kali lipat di dunia ini dan dua kali lipat setelah mati, dan engkau (Muhammad) tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap Kami. (76) Dan sungguh, mereka hampir membuatmu (Muhammad) gelisah di negeri (Mekah) karena engkau harus keluar dari negeri itu, dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal (di sana), melainkan sebentar saja. (77) (Yang demikian itu) merupakan ketetapan bagi para rasul Kami yang Kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan Kami.

(al-Isr±'/17: 74) تَرْ كَنُ (al-Isr±'/17: 74)

Tarkanu adalah fi'il mu«±ri' dari: rakana-yarkanu-rukµnan artinya condong, cenderung untuk mempercayai atau mengikuti pendapatnya. Dalam ayat 74 Surah al-Isr±' ini, Allah menerangkan Nabi hampir-hampir condong untuk sedikit mempercayai omongan orang-orang kafir Quraisy. Karena tipu daya dan kerasnya siksaan mereka terhadap orang-orang yang masuk Islam maka hampir saja Nabi mendekati mereka dan mengikuti persyaratan mereka. Hanya dengan pertolongan Allah, maka tekanan yang dialami Nabi dapat diatasi dan beliau tetap memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan dakwah agama, mengajak mereka untuk memikirkan dan menerima agama Islam. Tekanan-tekanan dan permufakatan jahat mereka untuk membunuh Nabi bahkan mengantarkan Nabi dan para sahabat untuk

hijrah ke Medinah yang merupakan titik balik perjuangan yang mengantarkan kaum Muslimin pada kemenangan.

### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menjelaskan keingkaran manusia yang tidak mau beriman padahal nikmat Allah begitu besar, baik yang terdapat di alam raya ataupun yang terdapat pada dirinya, padahal fitrah manusia itu beragama tauhid. Hal ini tampak ketika mereka ditimpa malapetaka yang dahsyat, mereka memohon perlindungan hanya kepada Allah. Akan tetapi, setelah terlepas dari malapetaka itu, mereka tidak mau berterima kasih pada Zat yang menolongnya, malah menyembah tuhan-tuhan yang lain yang mereka persekutukan dengan Allah. Dalam ayat-ayat ini, Allah swt mengungkapkan bagaimana keingkaran kaum musyrikin Mekah kepada seruan Rasulullah. Mereka bukan hanya menolak diajak kembali kepada agama tauhid, bahkan memusuhi Nabi Muhammad dan kaum Muslimin, serta berusaha mengusir mereka dari bumi Mekah.

### Sabab Nuzul

Diriwayatkan oleh Abµ Syaikh Ibnu Hayyan al-An¡ar³ dari Sa'id bin Jubair bahwa Nabi Muhammad saw pada suatu kali mengusap Hajar Aswad dalam tawaf, lalu dilarang oleh orang-orang Quraisy. Mereka berkata, "Kami tidak akan mengizinkan kamu menciumnya sebelum kamu datang kepada tuhan-tuhan kami." Nabi berkata dalam hatinya, "Apakah salahnya jika aku mengunjungi tuhan-tuhan mereka, bila sesudahnya mereka membiarkanku mencium Hajar Aswad. Allah mengetahui motivasiku mencium tuhan-tuhan mereka." Akan tetapi, Allah tidak mengizinkan Nabi berbuat demikian, lalu kepada beliau diturunkanlah ayat ini.

Ibnu Ishak, Ibnu Mardawaih, dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu 'Abb±s, bahwa Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, dan beberapa orang pemuka suku Quraisy berkata, "Mintalah berkah tuhan-tuhan kami, kami akan beramai-ramai masuk agamamu." Rasulullah saw sangat kecewa bila kaumnya menjauh darinya, karena beliau menginginkan mereka semua masuk Islam. Rasulullah sangat sedih, maka turunlah ayat-ayat ini (ayat 73-75).

#### Tafsir

(73) Dalam ayat ini dijelaskan usaha yang dilakukan kaum musyrikin Quraisy untuk menipu Nabi Muhammad saw, sehingga beliau hampir saja teperdaya, berpaling dari wahyu yang telah diterimanya dari Allah swt, dan memenuhi permintaan mereka agar mengakui tuhan-tuhan mereka. Karena perlindungan Allah, Nabi tetap bisa teguh pendiriannya dalam menyebarkan dakwah, walaupun tekanan dari orang-orang Quraisy semakin hebat.

Allah mengingatkan Rasul-Nya, kalau ia mengikuti apa yang mereka kehendaki, mereka tentu akan mengambilnya sebagai sahabat atau mengangkatnya menjadi pemimpin. Mereka juga akan menyatakan di

hadapan manusia bahwa Nabi saw telah menyetujui dan mengakui agama mereka. Dengan demikian, Nabi saw akan terjauh dari petunjuk dan bimbingan Allah swt.

(74) Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad hampir terpengaruh bila Allah tidak memperkuat hatinya menghadapi tekanan dan tipu daya orang-orang Quraisy itu, sehingga beliau tidak berpaling sedikit pun.

Dari keterangan ayat ini dapat dipahami bahwa Rasulullah cenderung untuk mendekati orang-orang Quraisy. Hal itu bukan karena hati Nabi saw lemah, tetapi menunjukkan bahwa tekanan dan tipu daya itu sangat hebat. Hanya karena pertolongan Allah, maka Rasul tidak jadi mendekati mereka.

(75) Allah swt mengingatkan Rasul-Nya bahwa jika ia sempat terpengaruh oleh tekanan orang-orang kafir itu, Allah akan menimpakan siksaan berlipat ganda kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, kadar hukuman terhadap Rasulullah dua kali lipat dari hukuman terhadap orang lain, begitu juga bagi para istri Nabi. Dalam hal ini, Allah swt berfirman:

Wahai istri-istri Nabi! Barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipatgandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu, mudah bagi Allah. (al-A\forall z±b/33: 30)

Istri-istri Nabi bila sampai tergelincir menuruti ajakan hawa nafsu, hukumannya dua kali lipat dari istri-istri orang kebanyakan. Dari ayat itu dipahami bahwa hukuman bagi ulama, cendikiawan, dan pemimpin umat lainnya bila bersalah, akan lebih besar daripada hukuman bagi orang kebanyakan.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." (al-A\u224z\u224b/33: 67-68)

Allah swt mengingatkan Nabi saw bahwa apabila memenuhi keinginan orang-orang musyrik itu, Allah akan mengazabnya berlipat ganda, baik di

dunia ataupun di akhirat. Ia tidak akan menemukan seorang penolong pun yang dapat melepaskannya dari azab itu. Menjadi keharusan bagi setiap kaum Muslimin agar menjadikan ayat ini sebagai pedoman dalam setiap langkahnya dalam beragama.

(76) Ayat ini mengungkapkan bagaimana berbagai tekanan yang dihadapi Rasulullah dan kaum Muslimin hampir berhasil membuat beliau tidak tahan lagi berdiam di Mekah, apalagi setelah orang-orang kafir Quraisy membuat rencana untuk membunuhnya. Peristiwa itulah yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa Hijrah ke Medinah.

Allah menyampaikan ancaman-Nya melalui Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy bahwa jika Nabi dan kaum Muslimin terusir dari Mekah, maka itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dalam waktu singkat mereka akan dibinasakan Allah dan selanjutnya negeri Mekah akan dikuasai kembali oleh kaum Mukminin. Janji Allah itu terbukti dengan terbunuhnya para pemimpin Quraisy dalam perang Badar yang terjadi pada tahun kedua sesudah Nabi hijrah ke Medinah, dan ditaklukkannya kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah.

(77) Dalam ayat ini dijelaskan tentang hukum-hukum Allah yang berlaku umum, sebagaimana yang telah dialami oleh para rasul dan nabi sebelumnya. Mereka mengalami tekanan-tekanan yang berat dan diusir oleh kaumnya. Tetapi akhirnya, Allah memenangkan kaum Muslimin dan menghukum mereka yang ingkar. Demikian pula Rasulullah saw dan para pengikutnya, mereka tidak luput dari tekanan dan penganiayaan kaum musyrikin Mekah. Namun, hal itu tidak mempengaruhi keteguhan hati Rasulullah dan pengikut-pengikutnya, meskipun mereka terpaksa hijrah. Janji kemenangan dari Allah akan datang pada waktunya, dan musuh-musuh Allah akan mengalami kekalahan yang besar.

Perlu dijelaskan bahwa hukuman dengan memusnahkan mereka yang durhaka seperti yang terjadi pada kaum 'Ad, Samud, kaum Lut, dan lain-lain yang dikenal dengan istilah azab al-isti'; al (hukuman dengan pemusnahan) tidak diberlakukan lagi setelah Rasulullah Muhammad saw diutus karena beliau pembawa rahmat ke seluruh umat manusia, dan adanya harapan bahwa kaum kafir Quraisy atau keturunannya akan masuk Islam.

Allah swt berfirman:

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau (Muhammad) berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan menghukum mereka, sedang mereka (masih) memohon ampunan. (al-Anf±l/8: 33)

# Kesimpulan

 Tekanan-tekanan kaum musyrikin Mekah kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang semakin hebat tidak mempengaruhi keteguhan hati mereka. Dengan kekuatan iman dan perlindungan Allah, tekanan-

- tekanan yang berat itu malahan semakin menyalakan semangat juang mereka.
- Mereka yang menjadi pemimpin masyarakat seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakatnya. Bila mereka melanggar hukum, hukumannya lebih berat, yaitu dua kali lipat dari hukuman untuk orang biasa.
- 3. Tekanan-tekanan dan kesepakatan jahat kaum musyrikin Mekah untuk membunuh Nabi dan kaum Muslimin melatarbelakangi hijrah Rasul ke Medinah, dan menjadi awal kemenangan kaum Muslimin.
- 4. Seperti halnya para rasul dan nabi terdahulu, Nabi Muhammad saw juga mengalami tekanan dan penganiayaan. Akan tetapi, pada akhirnya kebenaran akan menang, dan kebatilan akan musnah.

### FUNGSI SALAT DAN AL-OUR'AN DALAM KEHIDUPAN

Terjemah

(78) Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (79) Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. (80) Dan katakanlah (Muhammad), "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan berikanlah

kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong(ku). (81) Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap." Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. (82) Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian. (83) Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. (84) Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

# 

Fa tahajjad adalah fi'il amr dari: tahajjada-yatahajjadu-tahajjudantahajjud artinya salat tahajud. Salat tahajud ialah salat malam pada saat semua orang tidur nyenyak yaitu pada sepertiga akhir malam antara jam 01.00-04.00. Salat tahajud atau salat malam hukumnya sunah dilakukan dua rakaat-dua rakaat, sedangkan jumlah rakaat seluruhnya tidak ada ketentuan, hanya biasanya diakhiri dengan salat witir yang bilangan rakaatnya ganjil. Salat witir memang menjadi bagian dari salat tahajud. Di antara beberapa hadis, ada yang menyebutkan Nabi melaksanakan salat tahajud sebelas rakaat. Salat tahajud mempunyai fadilah atau keutamaan yang sangat tinggi, dan Nabi hampir setiap malam melakukan salat tahajud. Setelah pada ayat 78, Allah memerintahkan untuk melaksanakan salat wajib yang lima waktu, pada ayat 79 ini, Allah memerintahkan untuk salat tahajud. Orang yang melaksanakan salat tahajud berpeluang untuk diangkat derajatnya ke tempat yang terpuji.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan tekanan-tekanan yang dilakukan orang-orang kafir sebagai upaya untuk mengusir Rasulullah saw beserta orang-orang yang beriman dari Mekah, di antaranya dengan mengadakan tindakan-tindakan yang mempersulit gerak-gerik Rasulullah dan orang-orang yang beriman di negeri itu. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan Rasulullah agar mengerjakan salat lima waktu dan salat malam untuk memperkuat jiwanya menghadapi berbagai tekanan dan godaan dalam menjalankan tugasnya.

#### Tafsir

(78) Ayat ini memerintahkan agar Rasulullah saw mendirikan salat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan mendirikan salat Subuh. Maksudnya ialah mendirikan salat lima waktu, yaitu salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh.

Melaksanakan salat lima waktu ialah mengerjakan dan menunaikannya lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, terus menerus dikerjakan, sesuai dengan perintah Allah, lahiriah maupun batiniah. Yang dimaksud lahiriah ialah mengerjakan salat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan agama. Sedangkan batiniah ialah mengerjakan salat dengan penuh kekhusyukan, karena merasakan keagungan dan kekuasaan Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini. Rasulullah saw memerintahkan kaum Muslimin menyembah Allah dalam keadaan seakan-akan melihat Allah swt. Itulah i¥s±n sebagaimana sabda Rasulullah:

I¥s±n adalah bahwa engkau menyembah Allah, seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau. (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Apabila seorang hamba Allah mengerjakan salat lima waktu, berarti ia telah mengerjakan salah satu rukun Islam, sesuai hadis Nabi saw:

Islam didirikan di atas lima: syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan. (Riwayat Muslim dari 'Abdull±h bin 'Umar r.a.)

Dalam ayat ini diterangkan bahwa salat Subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya ialah pada waktu subuh itu malaikat penjaga malam bertemu dengan malaikat penjaga siang untuk pergantian tugas, dan keduanya melaporkan kepada Allah bahwa orang yang bersangkutan sedang melakukan salat ketika mereka tinggalkan, sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi saw:

 Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw bersabda, "Malaikat malam dan siang bergantian dalam tugasnya. Mereka berkumpul pada waktu salat Subuh dan salat Asar. Maka naiklah malaikat yang menjagamu pada malam hari, dan Tuhan bertanya kepada mereka (padahal Allah lebih mengetahui tentang kamu), "Bagaimana keadaan hamba-Ku waktu engkau tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami datang kepada mereka, mereka dalam keadaan salat dan kami tinggalkan mereka, mereka pun dalam keadaan salat pula." (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim))

Mengenai keutamaan mengerjakan salat Subuh pada awal waktunya, ar-Razi berkata, "Sesungguhnya pada waktu subuh itu manusia menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran hikmah-Nya di langit dan di bumi. Pada waktu itu, sinar matahari yang terang benderang menyapu kegelapan malam, waktu itu bangunlah orang yang sedang tidur dan panca inderanya kembali bekerja setelah terlena selama mereka tidur."

(79) Ayat ini memerintahkan Rasulullah dan kaum Muslimin agar bangun di malam hari untuk mengerjakan salat tahajud. Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali memerintahkan Rasulullah mengerjakan salat malam sebagai tambahan atas salat yang wajib. Salat malam ini diterangkan oleh hadis Nabi saw:

Bahwasanya Nabi saw ditanya orang, "Salat manakah yang paling utama setelah salat yang diwajibkan (salat lima waktu)." Rasulullah saw menjawab, "Salat tahajud." (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Dari hadis-hadis Nabi yang sahih, yang diriwayatkan dari 'A'isyah dan Ibnu 'Abb±s dipahami bahwa Nabi Muhammad saw bangun untuk mengerjakan salat tahajud, setelah beliau tidur. Kebiasaan Nabi ini dapat dijadikan dasar hukum bahwa salat tahajud itu sunat dikerjakan oleh seseorang, setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian pada pertengahan malam hari ia bangun untuk salat tahajud.

Kemudian Allah swt menerangkan bahwa hukum salat tahajud itu adalah sebagai ibadah tambahan bagi Rasulullah di samping salat lima waktu. Oleh karena itu, hukumnya bagi Rasulullah adalah wajib, sedang bagi umatnya adalah sunat.

Dalam ayat ini, diterangkan tujuan salat tahajud bagi Nabi Muhammad ialah agar Allah swt dapat menempatkannya pada *maq±man ma¥mµdan* (di tempat yang terpuji).

Yang dimaksud dengan *maq±man ma¥mµdan* ialah syafaat Rasulullah saw pada hari kiamat. Pada hari itu manusia mengalami keadaan yang sangat

susah yang tiada taranya. Yang dapat melapangkan dan meringankan manusia dari keadaan yang sangat susah itu hanyalah permohonan Nabi Muhammad saw kepada Tuhannya, agar orang itu dilapangkan dan diringankan dari penderitaannya.

Diriwayatkan oleh at-Tirmi<sup>©3</sup> dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw berkata, "Maksud *maq±man ma¥mµdan* dalam ayat ini ialah syafaatku." (hadis hasan sahih)

Ibnu Jar³r a⁻-°abar³ mengatakan bahwa kebanyakan para ahli berkata, "Yang dimaksud dengan maq±man ma¥mµdan itu ialah suatu kedudukan yang dipergunakan oleh Rasulullah saw pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada manusia, agar Allah swt meringankan kesusahan dan kesulitan yang mereka alami pada hari itu."

Diriwayatkan oleh an-Nas±¹³, al-¦±kim, dan segolongan ahli hadis dari Hu®aifah, "Allah mengumpulkan manusia pada suatu daratan yang luas pada hari kiamat, mereka semua berdiri dan tidak seorang pun yang berbicara pada hari itu kecuali dengan izin-Nya. Orang-orang yang mula-mula diseru namanya ialah Muhammad, maka Muhammad berdoa kepada-Nya. Inilah yang dimaksud dengan maq±man ma¥mµdan dalam ayat ini.

Diriwayatkan oleh al-Bukh±r³ dari Jabir bin 'Abdull±h bahwa Rasulullah saw bersabda:

Barang siapa yang membaca doa setelah selesai mendengar azan, "Wahai Tuhanku, Tuhan Yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang dikerjakan ini, berilah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan angkatlah ia kepada al-maq±m al-ma¥mµd (kedudukan yang terpuji) yang telah Engkau janjikan kepadanya," maka dia memperoleh syafaatku.

عَنْ أَبِي سَعِيْد الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمِ الْقَيَامَةَ وَلاَ فَخْرَ وَبَيدِيْ لُواءُ الْحَمْد وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذ آدَمُ فَمَنْ سَوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ الْقَيَامَةَ وَلاَ فَخْرَ وَبَيدِيْ لُواءُ الْحَمْد وَلاَ فَخْرَ فَيَفْزِعُ النَّاسَ ثَلاَثَ فَوْعَاتَ فَيَأْتُونَ آدَمَ لُوايًى وَأَنَا أَوْلُ مَنْ تَنْشَقَ عَنْهُ الأَرْضِ وَلاَ فَخْرَ فَيَفُولُ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا أَهْبَطِتُ مِنْهُ إِلَى الأَرْضِ وَكُنْ اثْتُواْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ اثْتُواْ الله إِنْ الله عَلَى الله وَلَكِنْ اثْتُواْ مُوسَى فَيَقُولُ : إِنِّي عُبِدْتُ مِنْ دُونِ الله تَعَالَى وَلَكِنْ اثْتُواْ مُحَمَّدًا فَيَأْتُونِيْ فَأَنْطُلِقُ مَعَهُمْ عَيْشَى فَيَقُولُ أَنْ الله تَعَالَى وَلَكِنْ اثْتُواْ مُحَمَّدًا فَيَأْتُونِيْ فَأَنْطُلِقُ مَعَهُمْ

فَآخُذُ بِحَلَقَة بَابِ الْجَنَّةِ فَأُقَعْقِعُهَا فَيُقَالُ مَنْ هَلَا؟ فَأَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ فَيَفْتَحُوْنَ لِيْ وَيَقُوْلُوْنَ مَرْحَبًا فَأَخِّرَ سَاجَدًا فَيُلْهِمُني اللهُ تَعَالَى مِنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ وَالْمَجْدِ فَيُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تشفع وَقُلْ يُسْمَع لِقَوْلِكَ فَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ الَّذِيْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا). (رواه الترمذي وحسنه)

Diriwayatkan dari Abu Sa'³d al-Khudr³ bahwa Rasulullah saw berkata, "Aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Aku tidak membanggakan diri, dan di tangankulah terpegang liw±'ul ¥amdi (bendera pujian) aku tidak membanggakan diri. Tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, sejak dari Adam sampai nabi-nabi yang lain, kecuali berada di bawah benderaku itu, aku adalah orang yang pertama kali keluar dari bumi, dan aku tidak membanggakan diri. Manusia saat itu ditakutkan oleh tiga hal yang menakutkan. Kemudian mereka mendatangi Adam. Mereka berkata, "Kamu adalah bapak kami, tolonglah kami kepada Tuhanmu." Adam menjawab, "Saya punya dosa yang menyebabkan saya diturunkan ke bumi. Datanglah kepada Nuh!" maka mereka mendatangi Nuh. (setelah mereka mengadukan masalahnya kepada Nuh), Nuh berkata, "Saya telah mendoakan penghuni bumi sehingga mereka dihancurkan. Tetapi datanglah kepada Ibrahim. Maka mereka mendatangi Ibrahim. Ibrahim kemudian menyuruh mereka mendatangi Musa.

Musa berkata, "Saya pernah membunuh orang. Datanglah kepada Isa." Isa kemudian berkata, "Saya pernah disembah selain Allah. Datang sajalah kepada Muhammad." Maka mereka mendatangi aku. Aku kemudian pergi bersama mereka, lalu aku pegang lingkaran pintu surga, kemudian aku tarik. Kemudian aku ditanya, "Siapa itu?" aku menjawab, "Muhammad." Kemudian mereka membukakan pintu untukku, dan berkata, "Selamat datang." lalu aku tersungkur bersujud. Kemudian Allah mengilhami aku untuk memuji, bertahmid, dan mengagungkan-Nya. Lalu aku diperintah, "Angkatlah kepalamu, mintalah! Kamu akan diberi. Mintalah hak syafaat, maka kamu akan diizinkan untuk memberi syafaat. Dan berkatalah, akan didengar perkataanmu.

Itulah maqam yang terpuji, yang difirmankah Allah, "Semoga Tuhanmu memberikan magam yang terpuji kepadamu." (Riwayat at-Tirmi<sup>©3</sup>)

Dari ayat dan hadis-hadis di atas dipahami bahwa Nabi Muhammad saw dengan mengerjakan salat tahajud akan diangkat oleh Allah swt ke tempat dan kedudukan yang dipuji oleh umat manusia, para malaikat, dan Allah Tab±raka wa Ta'±l±, yaitu kedudukan untuk memintakan syafaat bagi umat manusia pada waktu berada di Padang Mahsyar dengan izin Allah. Umat manusia memang berhak mendapat syafaat karena amal saleh dan budi

pekerti mereka semasa di dunia, yaitu diampuni dosanya oleh Tuhan atau dinaikkan derajatnya.

Pada firman Allah yang lain diterangkan bahwa bangun di tengah malam untuk salat tahajud dan membaca Al-Qur'an dengan khusyuk akan dapat membuat iman jadi kuat dan membina diri pribadi. Allah swt berfirman:

Wahai orang yang berselimut (Muhammad)! Bangunlah (untuk salat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil. (Yaitu) separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat (mengisi jiwa); dan (bacaan di waktu itu) lebih berkesan. (al-Muzzammil/73: 1-6)

(80) At-Tirmi<sup>©3</sup> meriwayatkan dari Ibnu 'Abb±s bahwa Nabi berada di Mekah, lalu diperintahkan Allah untuk hijrah. Maka turunlah ayat ini.

Allah swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw agar mengucapkan doa yang tersebut dalam ayat ini, yang maksudnya "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat yang Engkau kehendaki, baik di dunia maupun di akhirat, dan tempatkan aku ke tempat yang Engkau kehendaki, baik di dunia maupun di akhirat."

Di antara contoh masuknya Rasulullah ke suatu tempat dengan benar ialah beliau dan para sahabat memasuki kota Medinah sebagai orang-orang yang hijrah dari Mekah, memasuki kota Mekah di waktu penaklukan kota itu, masuk kubur setelah mati, dan memasuki tempat yang diridai Allah, seperti masuk masjid, rumah sendiri, rumah sahabat, dan kenalan setelah minta izin darinya, dan sebagainya. Keluar dari semua tempat yang dikehendaki Allah, seperti keluar dari kota Mekah waktu hijrah, keluar dari kubur waktu hari kebangkitan, atau keluar dari semua tempat yang dikehendaki Allah, seperti kota-kota yang menjadi tempat melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya.

Allah swt juga memerintahkan kepada Nabi agar berdoa kepada-Nya supaya dijadikan orang yang menguasai hujah dan alasan yang dapat diterima dan ketika berdakwah, dapat memuaskan orang-orang yang mendengarkannya sehingga bertambah kuat imannya. Jika yang mendengar orang kafir, hati mereka menjadi lunak dan mau masuk Islam. Sebagai jawaban terhadap doa Nabi Muhammad itu, Allah menerangkan bahwa Dia memelihara Nabi dari segala macam tipu daya manusia dan akan memenangkannya terhadap orang-orang kafir, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

# وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّامِنُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ

Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. (al-M±'idah/5: 67)

(81) Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada orang-orang musyrik bahwa sesungguhnya telah datang yang hak, yaitu Al-Qur'an, iman, dan Islam. Sedangkan yang batil yaitu kesyirikan dan kekafiran akan hancur. Kebatilan tidak akan bertahan lama, karena tidak mempunyai landasan yang benar.

Dalam ayat yang lain Allah swt berfirman:

Sebenarnya Kami melemparkan yang hak (kebenaran) kepada yang batil (tidak benar) lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu (yang batil) lenyap. Dan celaka kamu karena kamu menyifati (Allah dengan sifatsifat yang tidak pantas bagi-Nya). (al-Anbiy±'/21: 18)

Diriwayatkan oleh al-Bukh±r³ dan Muslim dari 'Abdull±h bin Mas'µd, ketika Rasulullah saw memasuki kota Mekah pada waktu penaklukan kota itu, ada 360 buah patung di sekitar Ka'bah. Maka Rasulullah saw menusuk patung itu dengan sepotong kayu yang ada di tangannya, dan berkata:

Telah datang yang hak dan telah lenyap yang batil, sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Telah datang yang hak, dan yang batil tidak akan datang lagi dan tidak akan kembali. (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim)

(82) Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sebagai obat dari penyakit hati, yaitu kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan. Al-Qur'an juga merupakan rahmat bagi kaum Muslimin karena memberi petunjuk kepada mereka, sehingga mereka masuk surga dan terhindar dari azab Allah.

Al-Qur'an telah membebaskan kaum Muslimin dari kebodohan sehingga mereka menjadi bangsa yang menguasai dunia pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian mereka kembali menjadi umat yang terbelakang karena mengabaikan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Dahulu mereka menjadi umat yang disegani, tetapi kemudian menjadi pion-pion yang dijadikan umpan oleh musuh dalam percaturan dunia. Karena mereka dulu melaksanakan ajaran Al-Qur'an, negeri mereka menjadi pusat dunia ilmu

pengetahuan, perdagangan dunia, dan sebagainya, serta pernah hidup makmur dan bahagia. Ayat ini memperingatkan kaum Muslimin bahwa mereka akan dapat memegang peranan kembali di dunia, jika mau mengikuti Al-Qur'an dan berpegang teguh pada ajarannya dalam semua bidang kehidupan.

Sebaliknya jika mereka tidak mau melaksanakan ajaran Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan agama dan masyarakat, serta hanya mementingkan kehidupan dunia, maka Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka sebagai penguasa atas diri mereka, sehingga menjadi orang asing atau budak di negeri sendiri.

Cukup pahit pengalaman kaum Muslimin akibat mengabaikan ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an menyuruh mereka bersatu dan bermusyawarah, tetapi mereka berpecah belah karena masalah-masalah *khilafiah* yang kecil dan remeh, sedangkan masalah-masalah yang penting dan besar diabaikan.

Ayat ini juga mengingatkan kaum Muslimin bahwa bagi orang-orang yang zalim, yaitu yang ingkar, syirik, dan munafik, Al-Qur'an hanya akan menambah kerugian bagi diri mereka, karena setiap ajaran yang dibawa Al-Qur'an akan mereka tolak. Padahal, jika diterima, pasti akan menguntungkan mereka.

(83) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan sifat umum manusia, yaitu apabila diberi kenikmatan, seperti harta, kekuasaan, kemenangan dan sebagainya, mereka tidak mau lagi tunduk dan patuh kepada-Nya, bahkan mereka menjauhkan diri. Sebaliknya, apabila ditimpa kesukaran, kesengsaraan, kemiskinan, dan kekalahan, mereka berputus asa dan merasa tidak akan memperoleh apa-apa lagi. Seharusnya mereka tidak berputus asa, melainkan tetap beramal dan berusaha untuk mendapatkan pertolongan Allah, karena menurut ajaran Al-Qur'an, orang yang berputus asa dari rahmat Allah berarti telah mengingkari rahmat-Nya.

Ayat-ayat lain yang menerangkan keadaan manusia ketika menerima rahmat Allah, ialah firman-Nya:

# وَإِذَامَسَ الْإِنْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْئِمَ اَوْقَاعِدًا اَوْقَاْبِمَا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُ صُرَّهُ مَرَّكَانَ لَرُّ يَدْعُنَا اللَّصُرِّمَسَهُ ۚ

Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali (ke jalan yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. (Yµnus/10: 12)

(84) Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya agar mereka bekerja menurut potensi dan kecenderungan masing-masing. Semuanya dipersilakan bekerja menurut tabiat, watak,

kehendak, dan kecenderungan masing-masing. Allah swt sebagai Penguasa semesta alam mengetahui siapa di antara manusia yang mengikuti kebenaran dan siapa di antara mereka yang mengikuti kebatilan. Semuanya nanti akan diberi keputusan yang adil.

Allah berfirman tentang perintah bekerja:

Katakanlah (Muhammad), "Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nanti). Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. (al-An'±m/6: 135)

# Kesimpulan

- 1. Allah swt memerintahkan agar orang-orang beriman selalu mendirikan salat lima waktu, lengkap dengan rukun dan syaratnya.
- Salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat, karena merupakan waktu pergantian tugas malaikat siang dengan malaikat malam. Mereka bertemu dan sama-sama menyaksikan hamba-hamba Allah melakukan salat subuh.
- 3. Allah swt mewajibkan salat tahajud kepada Nabi Muhammad saw dan menganjurkan kepada kaum Muslimin untuk mengerjakannya karena orang yang selalu mengerjakan salat tahajud akan memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad saw di hari kiamat nanti.
- 4. Allah memerintahkan kaum Muslimin agar selalu berdoa kepada-Nya agar dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh dan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diridai-Nya.
- 5. Kebenaran pasti tegak dan kebatilan pasti lenyap.
- 6. Al-Qur'an adalah obat dan penawar segala macam penyakit rohani, seperti kekafiran, kesyirikan, dan kemunafikan.
- 7. Di antara sifat manusia ialah berputus asa bila mengalami kesengsaraan dan berpaling dari menyembah Allah jika memperoleh nikmat.

# MASALAH R , H

# وَيَسْتُلُونَكَ عَنِالرُّوْجُ قُلِالرُّوْحُ مِنْ آمْرِ رَبِي وَمَا أُوْتِيْتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

# Terjemah

(85) Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, "Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit."

(al-Isr±'/17: 85) اَلرُّوْحُ Kosakata: *Ar-Rµ¥* 

Ar-Rµ¥ secara kebahasaan memiliki banyak arti, seperti roh atau jiwa, semangat, wahyu, hukum atau perintah Allah, intisari atau hakikat, malaikat. Rµ¥ al-qudus yaitu Malaikat Jibril. Dalam ayat 85 Surah al-Isr±' ini ar-rµ¥ berarti roh atau jiwa, bentuk jamaknya arw±¥. Sebagaimana diketahui, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani atau kejiwaan. Roh atau jiwa sebagai unsur rohani bertanggung jawab atas segala perkataan dan perbuatan yang dilakukan unsur jasmani, yang dilakukan mulut atau lisan, dan anggota tubuh lainnya. Karena sebetulnya segala ucapan dan perbuatan seseorang adalah perwujudan dari keinginan dan kehendak serta keputusan batin atau jiwanya. Jadi wajarlah kalau jiwa atau roh yang harus menerima akibat segala ucapan dan perbuatannya.

#### Munasabah

Pada akhir ayat-ayat yang lalu, diterangkan sifat kebanyakan manusia bahwa apabila diberi nikmat, mereka ingkar, tetapi bila diberi cobaan, mereka berputus asa. Dalam ayat ini, diterangkan bahwa orang-orang kafir menanyakan masalah roh kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka meragukan hari kiamat (kebangkitan).

#### Sabab Nuzul

Menurut at-Tirmi<sup>©3</sup>, orang-orang Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, "Ajarkanlah satu pertanyaan kepada kami untuk kami tanyakan kepada laki-laki itu (Muhammad)." Mereka berkata, "Tanyakanlah padanya tentang roh." Kemudian orang-orang Quraisy menanyakannya kepada Nabi saw, maka turunlah ayat ini. Dari riwayat ini kelihatan bahwa ayat ini turun di Mekah.

Al-Bukh±r³ meriwayatkan dari Ibnu Masʻµd, "Rasulullah saw bertemu dengan serombongan orang-orang Yahudi. Sebagian mereka berkata, "Tanyakanlah kepadanya tentang roh." Sebagian mereka berkata, "Jangan tanyakan kepadanya tentang roh karena kamu akan menerima jawaban yang tidak kamu inginkan." Kemudian mereka datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai, Abu Qasim, terangkanlah kepada kami tentang roh." Maka

Rasulullah berdiri sebentar melihat ke langit maka tahulah aku (Ibnu Mas' $\mu$ d) bahwa ayat Al-Qur'an sedang diwahyukan kepada beliau. Kemudian beliau berkata, "Wayas'al $\mu$ naka 'an ar- $\mu$  $\Psi$ ..." dari riwayat ini terlihat bahwa ayat ini turun di Medinah.

Ibnu Ka£ir mengkompromikan kedua sabab nuzul di atas bahwa ayat tersebut diturunkan dua kali, yaitu di Mekah dan Medinah.

### Tafsir

(85) Orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh yang dapat menghidupkan jasmani, apakah hakikatnya dan apakah dapat dibangkitkan kembali. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa masalah roh adalah urusan Allah, hanya Dialah yang mengetahui segala sesuatu, dan Dia sendirilah yang menciptakannya.

Kata  $r\mu$ ¥ dalam Al-Qur'an mempunyai tiga arti, yaitu:

*Pertama:* Yang dimaksud dengan  $r\mu Y$  adalah Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah:

# وَكُذٰ لِكَ اَوْحَيْنَا اِلْيُكَ رُوْحًا مِنَ اَمْرِنَا

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ruh (Al-Qur'an) dengan perintah Kami. (asy-Syµr±/42: 52)

Pengertian ini sesuai dengan isi ayat 82 Surah al-Isr±', dimana diterangkan bahwa Al-Qur'an menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Juga sesuai dengan ayat 87 surah yang sama yang menerangkan bahwa jika Allah menghendaki, niscaya Dia akan melenyapkan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian, Nabi tidak akan memperoleh pembelaan.

*Kedua:* Malaikat Jibril. Dalam Al-Qur'an banyak perkataan  $r\mu$ ¥ yang diartikan dengan Jibril a.s., seperti dalam firman Allah swt.

Yang dibawa turun oleh ar-Rµ¥ al-Am³n (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. (asy-Syu'ar±'/26: 193-194)

Dan firman Allah swt:

# فَأَرْسَلُنَاۤ إِلَيْهَا رُوْحَنَافَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرُّاسَوِيًّا

...lalu Kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. (Maryam/19: 17)

*Ketiga:* Berarti roh yang ada dalam badan, yang merupakan sumber kehidupan dari makhluk hidup. Menurut Jumhur Ulama, kata  $r\mu$ ¥ dalam ayat ini adalah roh yang ada dalam badan (nyawa). Firman Allah:

Dan (ingatlah kisah Maryam) yang memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan (roh) dari Kami ke dalam (tubuh)nya; Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda (kebesaran Allah) bagi seluruh alam. (al-Anbiy±'/21: 91)

Pendapat yang menyamakan  $r\mu$  dengan nafs (roh/nyawa) ini adalah pendapat yang banyak dianut ulama (jumhur) dan sesuai dengan sebab ayat ini diturunkan. Allah berfirman:

Maka apabila Aku telah menyempurnakan (kejadian)nya, dan Aku telah meniupkan roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. (al-¦ ijr/15: 29)

Ayat-ayat tersebut di atas mengajak umat manusia supaya memahami isi Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, agar tidak tersesat ke jalan yang tidak benar. Sebaliknya mereka yang tidak berusaha untuk memahami isi Al-Qur'an tidak akan bisa memanfaatkannya sebagai pedoman hidup, bahkan mereka melakukan tindakan dan perbuatan yang dapat menjauhkan mereka dari pemahaman terhadap ayat-ayatnya dengan benar. Mereka menanyakan kepada Nabi saw hal-hal yang tidak mungkin diketahui manusia, yang sebetulnya tidak ada gunanya untuk diketahui, kecuali hanya sekedar untuk menguji Nabi.

Allah swt dalam ayat ini menyatakan bahwa la hanya memberi manusia sedikit sekali pengetahuan mengenai roh. Akan tetapi, di antara ulama ada yang telah mencoba mendalami hakikat roh itu. Di antaranya ialah:

- 1. Roh itu ialah semacam materi cahaya (*jisim*, *nurani*) yang turun ke dunia dari alam tinggi, sifatnya berbeda dengan materi yang dapat dilihat dan diraba.
- 2. Roh itu mengalir dalam tubuh manusia, sebagaimana mengalirnya air dalam bunga, atau sebagaimana api dalam bara. Roh memberi kehidupan ke dalam tubuh seseorang selama tubuh itu sanggup dan mampu menerimanya, dan tidak ada yang menghalangi alirannya. Bila tubuh tidak sanggup dan mampu lagi menerima roh itu, sehingga alirannya terhambat dalam tubuh, maka tubuh itu menjadi mati. Pendapat ini

dikemukakan oleh ar-R±z³ dan Ibnul Qayyim. Sedangkan Imam al-Gaz±l³ dan Abu Qasim ar-Ragib al-Asfah±n³ berpendapat bahwa roh itu bukanlah materi dan sesuatu yang berbentuk, tetapi ia hanyalah sesuatu yang bergantung pada tubuh untuk mengurus dan menyelesaikan kepentingan-kepentingan tubuh.

Sikap kaum Muslimin yang paling baik tentang roh ialah mengikuti firman Allah ini, bahwa hakikat roh itu tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, karena hanya Allah yang mengetahuinya dengan pasti. Yang perlu dipercayai adalah bahwa roh itu ada. Allah hanya memberikan gejalagejalanya kepada manusia sendiri pun mengetahui adanya roh itu, serta menghayati gejala-gejalanya. Maka yang perlu diteliti dan dipelajari dengan sungguh-sungguh ialah gejala-gejala roh itu, yang dilakukan dalam psikologi. Mempelajari gejala-gejala jiwa ini bahkan termasuk hal yang diminta oleh Allah dalam firman-Nya:

# وَفِيَّ اَنْفُسِكُمْ الْفَكْتُبِصُرُونَ

Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? a©-a ±riy±t/51: 21)

Karena hanya Allah yang mengetahui tentang hakikat roh, maka pada ayat ini Allah swt menegaskan kepada manusia bahwa ilmu Allah itu Maha Luas, tidak dapat diperkirakan, meliputi segala macam ilmu, baik ilmu tentang alam yang nyata, maupun yang tidak nyata, baik yang dapat dicapai oleh pancaindera, maupun yang tidak. Karena kasih sayang Allah kepada manusia, maka dianugerahkan-Nya sebagian kecil ilmu itu kepada manusia, tidak ada artinya sedikit pun bila dibanding dengan kadar ilmu Allah.

Diriwayatkan bahwa tatkala ayat ini diturunkan, orang-orang Yahudi menjawab, "Kami telah diberi ilmu yang banyak. Kami telah diberi kitab Taurat. Siapa yang telah diberi kitab Taurat, berarti dia telah diberi kebaikan yang banyak." Maka turunlah ayat 109 Surah al-Kahf. Allah swt berfirman:

Katakanlah (Muhammad), "Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)." (al-Kahf/18: 109)

# Kesimpulan

1.  $R\mu \hat{I}$  adalah roh (nyawa). Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya, sedangkan manusia tidak dapat mengetahuinya.

2. Yang perlu dipelajari manusia adalah gejala-gejala roh, seperti yang dipelajari dalam psikologi. Tetapi ilmu pengetahuan yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia hanya sedikit sekali.

### KEMUKJIZATAN AL-QUR'AN

وَلَبِنْ شِنْنَالَنَذُهَبَنَ بِالَّذِيَّ اَوْحَيُنَا الكِك ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿ الْاَرْحُمَةُ وَلَيْنَ الْمَثَنَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانَ عَلَيْكَ كَمِيْرًا ﴿ قُلْ لَيْنِ الْجُتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

Terjemah

(86) Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap Kami. (87) Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya atasmu (Muhammad) sangat besar. (88) Katakanlah, "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain." (89) Dan sungguh, Kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya bahkan mengingkari(nya).

(al-Isr±//17: 89) صَرَّ فْنَا

¢arrafn± adalah fi'il m±«i dengan f±'il na¥nu (kita) dari fi'il: ¡arrafa-yu¡arrifu-ta¡r³fan yang berarti menyerahkan, mengalirkan, memindahkan, dan mengedarkan. Pada ayat 89 Surah al-Isr±' ini ungkapan: laqad ¡arrafn± berarti sungguh Kami telah menjelaskan berulang-ulang, maksudnya Allah telah seringkali menerangkan kepada manusia dengan berbagai perumpama-an di dalam Al-Qur'an, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengerti dan tidak menerima kebenarannya kecuali karena tidak dapat memperoleh hidayah dari Allah. Al-Qur'an merupakan firman dan petunjuk Allah kepada semua manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril. Telah jelas tidak seorang pun dapat meniru atau

membuat seperti Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah mukjizat abadi Nabi Muhammad saw sebagai nabi terakhir, dan tidak ada nabi lagi setelah beliau. Berbagai kisah nabi-nabi terdahulu juga diterangkan dalam Al-Qur'an secara berulang-ulang, juga beberapa kisah umat terdahulu baik yang tunduk mengikuti nabi mereka, maupun yang mengingkari dan menolaknya serta akibat selanjutnya.

### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan bahwa roh itu merupakan urusan Allah, sedang apa yang diketahui manusia tentang roh hanya sebagian kecil saja. Pada ayat-ayat ini dijelaskan bahwa Allah mampu menghilangkan apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dijelaskan juga bahwa Allah menantang manusia dan jin untuk membuat Al-Qur'an. Mereka pasti tidak akan mampu melakukannya, apalagi untuk menandinginya.

### Tafsir

(86) Ayat ini menerangkan bahwa jika Allah swt menghendaki untuk menarik kembali Al-Qur'an yang telah diturunkan dan menghapusnya dari hati Nabi Muhammad dan dari lembaran-lembaran yang telah ditulis, hal itu pasti dengan mudah dapat dilaksanakan-Nya, sedikit pun tidak akan ada bekasnya.

Mudahnya bagi Allah swt menghapus Al-Qur'an itu diterangkan dalam hadis Nabi saw:

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'µd bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan diangkat (dihapus)." Seseorang berkata, "Bagaimana mungkin, sesungguhnya Allah telah mengokohkannya di dalam hati kita, dan kita telah mengabadikan (menulisnya) di dalam lembar-lembar bertulis." Ia berkata, "Diangkat Al-Qur'an di satu malam maka tidak ada yang ditinggalkan seayat pun darinya dalam hati dan tidak pula pula di dalam mushaf, kecuali semua diangkat. Maka pada waktu paginya tidak satu ayat pun lagi yang tinggal padamu." Lalu Nabi membaca ayat ini. (Riwayat Sa'³d bin Man¡µr dan al-¦±kim serta dinyatakan sahih oleh ā-°abr±n³ dan al-Baihaq³).

Setelah Al-Qur'an dihapus dari hati dan yang tertulis dalam mushaf, maka pada saat itu tidak ada lagi yang dapat dijadikan pegangan dan petunjuk ke jalan yang benar. Tidak seorangpun yang sanggup mengembalikannya, baik dalam bentuk mushaf maupun hafalan.

(87) Akan tetapi, Allah tidak bermaksud menghapus Al-Qur'an dari hati Nabi dan mushaf-mushaf, karena rahmat-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya. Al-Qur'an adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada manusia. Dia menetapkan Al-Qur'an dalam hati manusia serta menjaganya dari campur tangan mereka.

Menurut ar-R±z³, ada dua macam nikmat besar yang diberikan Allah kepada ulama: pertama, memudahkan mereka memperoleh ilmu, dan kedua, tetapnya ilmu dalam pikiran dan ingatan mereka. Dengan kedua macam nikmat itu, maka manusia mudah mencerna kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan kemudian melaksanakan yang diperintahkan-Nya dan menghentikan yang dilarang-Nya. Dengan demikian, terjagalah mereka dari kehancuran di dunia dan azab neraka di akhirat.

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa keutamaan yang diberikan-Nya kepada Nabi Muhammad sangat besar sehingga Allah tidak menginginkan terhapusnya wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Wahyu ini merupakan nikmat Allah yang terbesar kepada Rasulullah dan orang-orang beriman karena berisi hidayah dan penyembuh dari berbagai penyakit.

(88) Diriwayatkan oleh Ibnu Is¥±q dan Ibnu Jar³r dari Sa'³d dari Ibnu 'Abb±s, bahwa Salam bin Misykam dan kawan-kawannya sesama orang Yahudi datang menghadap Rasulullah saw dan berkata, "Bagaimana kami akan mengikuti engkau Muhammad, padahal engkau telah meninggalkan kiblat kami dan Al-Qur'an yang engkau bawa itu susunannya tidak seperti kitab Taurat. Karena itu turunkanlah kepada kami sebuah kitab yang dapat kami periksa. Kalau kamu tidak sanggup mendatangkannya, maka kami akan mendatangkan kepada kamu sesuatu yang sama dengan yang engkau bawa itu. Maka Allah swt menurunkan ayat ini yang menegaskan kepada mereka bahwa mereka semuanya tidak akan sanggup membuat kitab seperti Al-Our'an.

Sabab nuzul ayat ini tidak disepakati oleh para ulama karena surah ini termasuk surah Makkiyah dan sasarannya adalah orang-orang Quraisy, sedangkan orang Yahudi tinggal di Medinah.

Pada ayat ini, Allah swt menegaskan mukjizat Al-Qur'an dan keutamaannya, yaitu Al-Qur'an benar-benar dari Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai bukti bahwa Al-Qur'an itu dari Allah, bukan buatan Muhammad sebagaimana yang didakwakan oleh orang-orang kafir Mekah dan ahli kitab, Allah swt memerintahkan Nabi Muhammad saw agar menyampaikan tantangan kepada mereka yang mengabaikan dan memandang Al-Qur'an itu bukan wahyu Allah untuk membuat tandingan Al-Qur'an. Tetapi Allah menegaskan bahwa mereka tidak akan mampu membuat kitab yang sama. Allah berfirman:

# وَإِنْ كُنْتُمُ فِيْ رَيْبٍ مِّمَانَزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّشْلِهِ وَادْعُوا شُهكَ آءَكُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُوْ صَدِقِيْنَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّار الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعْدَتُ لِلْكَافِرِيْنَ ۞ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَتْ لِلْكَافِرِيْنَ ۞

Dan jika kamu meragukan (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. (al-Baqarah/2: 23-24)

Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin dan ahli sastra Arab yang mencoba menandingi dan meniru Al-Qur'an, bahkan ada yang mendakwakan dirinya sebagai seorang nabi, seperti Musailamah al-Ka<sup>©©</sup>±b, <sup>°</sup> ulai ah, Habalah bin Ka'ab, dan lain-lain. Akan tetapi, mereka semua gagal dalam usahanya bahkan mendapat cemooh dan hinaan dari masyarakat. Sebagai contoh ialah apa yang telah dibuat oleh Musailamah al-Ka<sup>©©</sup>±b yang dianggapnya dapat menandingi ayat-ayat Al-Qur'an:

Hai katak, anak dari dua katak, pekikkan suaramu apa yang ingin kamu pekikkan. Bagian atas engkau di air dan bagian bawah engkau di tanah.

Para ahli menyatakan bahwa perkataan Musailamah itu tidak ada yang mengandung sesuatu makna. Di antara yang memberi komentar ialah al-Jahiz, seorang sastrawan Arab yang mashyur yang mengatakan, "Saya tidak mengerti apakah gerangan yang menggerakkan jiwa Musailamah menyebutkan katak dan sebagainya, alangkah buruknya gubahan yang dikatakannya sebagai ayat Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.

Kemungkinan kerjasama jin dan manusia disebutkan di sini adalah untuk mengimbangi Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad yang memperoleh Al-Qur'an dari Allah. Mereka tidak mungkin menandinginya karena Al-Qur'an berasal dari Allah swt.

(89) Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah menyampaikan segala macam bukti dan argumen kepada manusia agar mereka beriman. Berbagai bukti dan argumen itu diungkapkan dalam bentuk penjelasan dengan berbagai macam gaya bahasa, ada dalam bentuk perintah, berita, dan cerita. Demikian pula isinya yang bermacam-macam, seperti akidah, hukum, budi

pekerti, ibadah, kisah, dan sebagainya yang tidak dapat dibantah kebenarannya.

Sekalipun Allah swt telah menyampaikan dalam bentuk dan cara yang berbeda-beda, juga isinya yang mengandung nilai-nilai yang tinggi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, namun orang-orang kafir tidak mengimaninya. Mereka tetap mengingkari dan menentangnya.

# Kesimpulan

- 1. Jika Allah swt menghendaki, la dapat menghapus Al-Qur'an yang telah terpatri dalam hati manusia dan tidak seorangpun yang dapat menghalanginya. Tetapi Allah tidak melakukannya karena kasih sayang-Nya kepada manusia sangat besar.
- 2. Tidak ada makhluk yang sanggup menandingi ayat-ayat Al-Qur'an, sekalipun ada kerjasama antara jin dan manusia.
- 3. Allah swt telah menyampaikan berbagai macam bukti dan argumen kepada manusia dalam Al-Qur'an, tetapi mereka tetap menentangnya.

## PENGINGKARAN ORANG KAFIR TERHADAP RASULULLAH

ۅۘقَالُوٛٳڬڹؙٛۘؿٛۏٛڡۣۯؘڵڬڂۜؿؗؾۘڡٞۼٛڿۯڬٵڡؚۯٵ۫ڷۘۘڒۯۻؽڹٛڹٛۉۘڠؙڵ۞ٲۉڰ۠ڴۄ۫ۯؘڵڬۘڿڬۘڎٞٞڡٟڽٛڹؘۼؽٳ۪ۅٞ ۼڹۜۅ۪؋ؘؾؙڣٛڿؚڔٙٳ۫ڰڹؠ۠ۯڿؚڶڶۿٲؾڣ۫ڿؚؠؙڔؖٞٳٚ۞ٲۅٞؾؙٮؿڟٳۺڡٙٵٙػڡٲۯؘۼڡٝؾؘۼڶؽڹٳڮڛڡٞٵۅٛؾٳ۠ؾ ڽٳٮڵ۬ڿۅؘٳؙ۠ڡڵڸٟػۊڣڽؽڴڵ۞ٲۉڲؙڮٛۯؘڵػڔؘؽؾٛ؞ٞؿۯؙۯؙڂٛۯڣٟٵٷڗۯٷٝڣۣٳۺۜڡٙڵٷۧٷۯڹٛۘؿؙۏۧڡؚڹؘڕۯۊؾڮ ڂؿ۠ؾؙڹٛڒؚڶۼؘڵؽڹڮڎٵڹٞڨ۫ۯٷٛ۠ٷٞڰؙۯۺؙۼٵڒڔۣؾۣۿۯڴؙڹٛؿؙٳڵاڹؿؘڔؖڗۺٷڵٲ۞

# Terjemah

(90) Dan mereka berkata, "Kami tidak akan percaya kepadamu (Muhammad) sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. (91) Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya, (92) Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau (sebelum) engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. (93) Atau engkau mempunyai sebuah rumah (terbuat) dari emas, atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca." Katakanlah (Muhammad), "Mahasuci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul?"

(al-Isr±'/17: 90) يَنْبُوْعًا Kosakata: Yanbu'an

Lafal al-yanbu' sama dengan al-manba' artinya sumber atau mata air atau anak sungai yang banyak airnya. Permintaan atau persyaratan yang dikemukakan orang-orang kafir untuk beriman kepada Nabi Muhammad saw sebagaimana diterangkan pada ayat 90 Surah al-Isr±' ini ialah supaya Nabi memancarkan mata air atau membuat anak sungai yang banyak airnya untuk mereka di bumi padang pasir yang gersang dan sangat panas itu. Jika Nabi tidak dapat memancarkan mata air atau membuat anak sungai yang banyak airnya untuk mereka, maka mereka sama sekali tidak akan beriman kepada kerasulan Muhammad saw. Allah tentu saja dapat membuat itu semua, tetapi karena persyaratan atau permintaan mereka hanya sebuah alasan dari banyak alasan mereka untuk mengingkari Rasulullah, maka hal itu tidak perlu ditanggapi. Kalau pun permintaan itu dipenuhi, mereka pasti tetap tidak beriman dengan alasan-alasan yang lain lagi. Oleh karena itu, Allah hanya menyuruh Nabi Muhammad saw untuk mengatakan, "Mahasuci Allah, saya hanya seorang manusia biasa yang diutus Allah untuk mengajak kalian menjadi orang mukmin yang baik."

### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan keingkaran orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan keingkaran orang-orang kafir kepada Rasulullah saw dimana mereka meminta kepada Rasul untuk melakukan hal-hal yang mustahil dikabulkan. Dari berbagai permintaan mereka ini dapat dipahami bahwa mereka sebenarnya tidak mau beriman, walaupun berbagai bukti yang nyata telah dikemukakan kepada mereka.

#### Tafsir

(90-93) Ayat-ayat ini menerangkan sikap para pemimpin Quraisy menghadapi seruan Nabi Muhammad saw, mereka itu di antaranya U⁻bah, Syaibah, Abu Sufyan, Na«ar, dan lain-lain. Sikap mereka itu menunjukkan tampak tanda-tanda keingkaran dan keengganan mereka menerima seruan tersebut. Akibatnya, apa saja bukti yang dikemukakan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Mereka meminta kepada Rasulullah halhal yang mustahil karena mereka tahu bahwa Rasulullah tidak akan sanggup mengerjakannya. Dengan demikian ada alasan bagi mereka untuk tidak mengikuti seruan Rasul itu.

Di antara permintaan orang-orang kafir itu ialah:

- 1. Agar Rasulullah saw memancarkan mata air dari bumi, padahal negeri mereka padang pasir.
- Agar Rasulullah mewujudkan sebuah kebun kurma atau anggur yang dialiri sungai-sungai. Dengan air yang tetap mengalir, akan bertambah

- suburlah pohon korma dan anggur itu dan memberi hasil yang berlipat ganda.
- 3. Agar Rasulullah menjatuhkan langit berkeping-keping sehingga menimpa mereka. Permintaan mereka yang seperti ini diterangkan pada ayat yang lain. Allah swt berfirman:

Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, "Ya Allah, jika (Al-Qur'an) ini benar (wahyu) dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." (al-Anf±1/8: 32)

Permintaan mereka ini adalah seperti permintaan penduduk Aikah (Madyan) kepada Nabi Syuaib dahulu, sebagaimana Allah berfirman:

## فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصِّهِ فِيْنَ

Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." (asy-Syu'ar±'/26: 187)

- 4. Agar Rasulullah saw mendatangkan Allah dan malaikat secara kasat mata (bisa dilihat secara nyata) kepada mereka untuk menyatakan secara langsung bahwa Muhammad adalah seorang rasul yang diutus-Nya.
- 5. Agar Rasulullah saw mendirikan rumah yang terbuat dari emas. Orangorang musyrik berpendapat bahwa seorang rasul yang diutus Allah hendaklah seorang penguasa, kaya raya, dan terhormat. Oleh karena itu, menurut pendapat mereka, mustahil Muhammad sebagai anak yatim piatu lagi miskin diangkat menjadi rasul.
- Agar Rasulullah saw naik ke langit melalui sebuah tangga yang dapat mereka lihat, kemudian turun kembali ke dunia melalui tangga yang sama dengan membawa sebuah kitab yang dapat mereka baca dan menggunakan bahasa mereka yang menerangkan bahwa Muhammad adalah rasul Allah.

Sebenarnya semua yang diminta oleh orang musyrikin itu amatlah mudah bagi Allah mengabulkannya, tidak ada satu pun yang sukar dan mustahil bagi Allah mengadakan dan melakukannya. Namun Allah tahu bahwa semua permintaan itu hanyalah mengada-ada, sebagai alasan untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sikap orang-orang musyrik itu dijelaskan dalam firman Allah swt:

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِثُونَ ۞ وَلَوْجَأَهُ تَهُمُ كُلُّ الَيَدِّحَقَٰ يَرُوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۞ Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu, tidaklah akan beriman, meskipun mereka mendapat tanda-tanda (kebesaran Allah), hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. (Yµnus/10: 96-97)

Dan firman Allah:

Dan sekalipun Kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan Kami kumpulkan (pula) di hadapan mereka segala sesuatu (yang mereka inginkan), mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (arti kebenaran). (al-An'±m/6: 111)

Allah swt memerintahkan kepada Muhammad agar menyampaikan kepada orang-orang musyrik itu bahwa ia hanyalah manusia yang diangkat sebagai seorang rasul dan diberi wahyu. Allah mampu mewujudkan semua permintaan mereka itu, tetapi permintaan mereka itu tidak dikabulkan-Nya karena tidak diperlukan. Seandainya dikabulkan pun, mereka tetap tidak akan beriman.

#### Kesimpulan

- Pemuka-pemuka musyrikin Mekah datang kepada Rasulullah dan mengemukakan berbagai permintaan yang aneh-aneh untuk membuktikan kerasulannya. Tetapi permintaan itu tidak ada gunanya untuk dikabulkan. Di antara permintaan itu ialah:
  - a. Memancarkan air di negeri mereka.
  - b. Mengadakan sebuah kebun yang mengalir sungai di dalamnya.
  - c. Meruntuhkan langit agar menimpa mereka.
  - d. Mendatangkan Allah beserta Malaikat kepada mereka yang membenarkan kerasulan Muhammad.
  - e. Mendirikan sebuah rumah yang terbuat dari emas.
  - f. Agar Muhammad naik ke langit dengan tangga kemudian turun kembali ke bumi dengan tangga yang sama dan membawa suatu kitab dari Allah. Dan kejadian itu hendaknya dapat mereka lihat.
- 2. Permintaan-permintaan yang mustahil itu sesungguhnya adalah gambaran dari kekafiran mereka.

#### KEINGKARAN ORANG KAFIR DAN BANTAHAN TERHADAPNYA

وَمَامَنَعُ النَّاسَ اَنْ يُتُوْمِنُوْ اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدْى اِلْآ اَنْ قَالُوْ الْبَعَثَ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُا ﴿ قُلْكُولُا ﴿ قُلْكُولُا ﴿ قُلْكُولُا ﴿ قَالُا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

Terjemah

(94) Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, "Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?" (95) Katakanlah (Muhammad), "Sekiranya di bumi ada para malaikat, yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya Kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul." (96) Katakanlah (Muhammad), "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya." (97) Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa Dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari Kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, Kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. (98) Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat Kami dan (karena mereka) berkata, "Apabila kami telah menjadi tulang belulang dan

benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?" (99) Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Mahakuasa (pula) menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu (mati atau dibangkitkan) bagi mereka, yang tidak diragukan lagi? Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. (100) Katakanlah (Muhammad), "Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya." Dan manusia itu memang sangat kikir.

(al-Isr±'/17: 98) عظامًا وَ رُفَاتًا Kosakata: 'I§±man wa Ruf±tan

*'I§±man wa ruf±tan* adalah dua lafal dalam bentuk jamak, bentuk mufradnya adalah عظم artinya tulang, dan رفت artinya pecahan atau remukan. Dalam ayat 98 Surah al-Isr±' ini digambarkan keheranan atau ketidakpercayaan orang-orang kafir, apa mungkin –ucap mereka- manusia yang telah lama mati dan telah menjadi tulang belulang dan bahkan sudah hancur berkeping-keping akan dapat dibangkitkan lagi menjadi manusia yang utuh? Akal dan pikiran mereka tidak sampai untuk menerima hal tersebut, dan mereka tidak percaya hal itu dapat terjadi. Pada dasarnya orang kafir memang tidak percaya adanya hari kebangkitan atau hari kiamat, dan mereka tidak percaya pada Allah yang Maha Esa dan Mahakuasa, serta tidak percaya pada Al-Qur'an dan rukun iman yang lain. Padahal jangankan mengumpulkan tulang belulang yang berserakan dan menjadikannya manusia yang utuh, menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada seperti sekarang ini juga Allah sangat mampu, seperti yang kita saksikan sekarang ini. Bukankah membuat untuk kedua kalinya dari bahan-bahan yang sebagian sudah ada lebih mudah daripada menciptakan yang baru dari tanpa bahan dan tanpa contoh sama sekali? Dengan pemikiran yang sedikit tenang saja hal ini tentu dapat dimengerti dan dipahami.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan permintaan orang-orang musyrik Mekah kepada Rasulullah saw, yang menurut dugaan mereka, beliau tidak akan sanggup melakukannya. Dengan demikian, ada alasan bagi mereka untuk tidak mengikuti seruannya. Pada ayat-ayat ini diterangkan bahwa mereka mengingkari kerasulan seorang manusia biasa dan meminta agar rasul itu adalah malaikat. Padahal pengutusan rasul dari kalangan manusia karena yang dipimpinnya itu adalah manusia juga. Seandainya penduduk dunia itu malaikat, tentu Allah akan mengutus malaikat sebagai rasul.

#### Tafsir

(94) Ayat ini menerangkan bahwa tidak ada yang menghalangi orangorang musyrik Mekah beriman kepada Nabi Muhammad ketika wahyu diturunkan Allah kepadanya disertai dengan bermacam-macam mukjizat, kecuali keinginan mereka bahwa jika Allah swt mengutus seorang rasul-Nya kepada manusia, maka rasul itu haruslah seorang malaikat, bukan seorang manusia biasa.

Orang-orang kafir Mekah khususnya dan orang-orang kafir pada umumnya heran mengapa wahyu itu diturunkan kepada seorang manusia biasa seperti Muhammad, bahkan seorang anak yatim. Kenapa tidak diturunkan kepada yang terpandai atau terkaya di antara mereka atau manusia yang mempunyai kekuatan gaib, malaikat, dan sebagainya. Sikap orang musyrik Mekah seperti itu sama dengan sikap orang-orang yang terdahulu terhadap para rasul yang diutus kepada mereka.

Firman Allah swt:

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa, sehingga kamu mendapat rahmat? (al-A'r±f/7: 63)

(95) Allah membantah sikap orang-orang musyrik Mekah itu dengan menyatakan bahwa sekiranya di bumi ini terdapat malaikat-malaikat yang berjalan, berpikir, bertempat tinggal, hidup bermasyarakat, mempunyai hawa nafsu, berkebudayaan, berorganisasi, dan sebagainya, tentulah Allah swt akan mengutus malaikat sebagai rasul-Nya, bukan manusia.

Ayat ini seakan-akan memperingatkan orang-orang kafir bahwa rasul yang diutus Allah adalah seorang manusia biasa tetapi sanggup menyampai-kan ajaran agama-Nya kepada mereka, mengerti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan, apa yang baik bagi mereka, dan sebagainya. Bukan seperti malaikat yang tidak mempunyai ambisi dalam hidup seperti manusia dan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.

Allah swt berfirman:

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika (Allah) mengutus seorang rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (2 li 'Imr±n/3: 164)

- (96) Allah memerintahkan kepada Rasulullah saw agar menyampaikan ancaman-Nya kepada orang-orang kafir bahwa Allah akan menjadi saksi atas apa yang diperselisihkan antara Nabi dan orang-orang musyrik Mekah. Allah akan menjadi hakim yang akan mengadili perkara mereka dengan adil di akhirat nanti karena Dia mengetahui semua yang mereka kerjakan, bahkan yang terkandung dalam hati mereka.
- (97) Allah swt menerangkan dalam ayat ini bahwa Dialah yang menguasai dan menentukan segala sesuatu. Dia yang memberi petunjuk dan taufik kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Orang yang tidak menerima petunjuk dan taufik-Nya, adalah orang yang sesat dan tidak akan memperoleh penolong selain Allah.

Orang-orang sesat itu akan dikumpulkan Allah pada hari kiamat di suatu tempat untuk dihisab. Mereka dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buta, bisu, dan tuli, sebagaimana mereka dahulu di dunia tidak melihat dan mendengarkan kebenaran yang disampaikan.

Nabi saw bersabda:

Seorang bertanya kepada Rasulullah saw, "Ya Rasulullah bagaimana manusia berjalan dengan wajah mereka?" Rasulullah menjawab, "Dia yang menjalankan mereka dengan kaki mereka, tentu berkuasa pula menjalankan mereka dengan wajah mereka". (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim dari Anas bin M±lik)

Abµ D±wud dan at-Tirmi<sup>©3</sup> meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah:

Bahwa manusia itu ada tiga macam pada hari berkumpul di padang Mahsyar, ada yang berjalan, ada yang berkendaraan dan ada pula yang berjalan dengan wajah mereka.

Setelah selesai dihisab, mereka dimasukkan ke dalam neraka Jahanam dan dibakar dengan api yang menyala-nyala karena setiap akan padam, nyala api itu ditambah lagi. Setiap kali kulit dan tubuh menjadi hangus, dan daging-daging mereka menjadi musnah, Allah menggantinya kembali dengan kulit, daging, dan tubuh yang baru, sehingga mereka kembali merasakan azab yang tidak putus-putusnya.

(98) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang kafir itu diazab karena mengingkari ayat-ayat Allah dan hari kebangkitan dengan mengatakan, "Apakah mungkin kita dibangkitkan kembali, setelah kita mati, tubuh kita sudah hancur dan lumat bersama tanah, kemudian tulang-belulang kita

berserakan menjadi bahagian yang terpisah-pisah. Apakah bagian-bagian tubuh itu dapat dikumpulkan dan dihidupkan kembali, sehingga kita menjadi makhluk hidup yang baru?"

(99) Allah swt membantah pendapat orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan dengan mengatakan bahwa apakah mereka tidak melihat dan memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada, begitu juga langit dan semua isinya, dan bumi dengan segala benda dan makhluk yang ada di dalamnya, termasuk manusia sendiri. Apakah mereka tidak memperhatikan segala kejadian yang ada di langit dan di bumi? Semuanya diciptakan dari tiada menjadi ada. Jika Allah swt sanggup menciptakan semuanya untuk kali yang pertama, tentu sanggup pula menciptakannya untuk kali yang kedua karena merancang ulang biasanya lebih mudah dibandingkan dengan menciptakan pertama kali. Allah telah menciptakan bagi manusia jangka waktu yang tidak ada keraguan padanya, menetapkan masa hidup mereka di dunia dan dalam kubur, dan masa mereka dibangkitkan kembali. Hanya Allah sajalah Yang Maha Mengetahui penentuan masa-masa itu.

Meskipun bukti-bukti tentang hari kebangkitan, kebesaran, dan kekuasaan Allah telah dikemukakan dan dijelaskan kepada orang-orang kafir yang zalim itu, mereka tetap ingkar dan tidak percaya kepada bukti-bukti tersebut.

(100) Pada ayat ini, Allah swt menerangkan sebab-sebab mengapa Dia tidak memperkenankan permintaan orang-orang zalim itu, yaitu walaupun diperkenankan, mereka tetap tidak akan beriman, berlaku kikir, dan tidak mau memberikan sebagian kecil hartanya kepada orang lain yang memerlukannya. Mereka takut kenikmatan-kenikmatan yang telah diperoleh akan lenyap dari mereka. Padahal nikmat Allah tidak akan pernah habis seberapa pun manusia mengambilnya. Allah juga telah menjanjikan orangorang yang menginfakkan harta mereka dengan imbalan yang berlipat ganda dari apa yang mereka infakkan.

Sifat kikir adalah watak dan tabiat manusia dengan kadar yang berbeda. Watak dan tabiat yang tidak baik itulah yang menyebabkan manusia mendurhakai perintah Allah dan enggan memperhatikan larangan-larangan-Nya. Firman Allah:

Dan kamu mencintai harta dengan кесıптаап yang berlebihan. (al-Fajr/89: 20)

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدُ

Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. (al- '2 diy±t/100: 8)

#### Kesimpulan

- 1. Orang-orang yang mengingkari seruan Nabi Muhammad saw berpendapat bahwa seharusnya rasul itu bukanlah seorang manusia biasa, tetapi malaikat atau makhluk selain manusia.
- Rasul yang diutus haruslah orang yang dapat merasakan dan menghayati kehidupan dan pikiran orang-orang yang akan diserunya. Oleh karena itu, Allah mengutus Muhammad saw, manusia biasa, kepada manusia lainnya.
- 3. Orang-orang yang mendapat taufik Allah ialah orang-orang yang menerima petunjuk Allah, sebaliknya orang yang sesat itu ialah orang-orang yang mengingkari petunjuk itu.
- 4. Di akhirat nanti orang-orang kafir akan ditimpa azab yang tidak terkirakan, dan Allah Maha Kuasa membangkitkan manusia kembali setelah mereka mati.
- Manusia menurut tabiatnya bersifat kikir dengan kadar yang berbedabeda.

## PENGALAMAN NABI MUSA DALAM BERDAKWAH MENJADI PELIPUR HATI NABI MUHAMMAD

Terjemah

(101) Dan sungguh, Kami telah memberikan kepada Musa sembilan mukjizat yang nyata maka tanyakanlah kepada Bani Israil, ketika Musa datang kepada mereka lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Wahai Musa! Sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir." (102) Dia (Musa) menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui, bahwa tidak ada yang menurunkan (mukjizat-mukjizat) itu kecuali Tuhan (yang memelihara) langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata; dan sungguh, aku benarbenar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun." (103) Kemudian dia

(Fir'aun) hendak mengusir mereka (Musa dan pengikutnya) dari bumi (Mesir), maka Kami tenggelamkan dia (Fir'aun) beserta orang yang bersama dia seluruhnya. (104) Dan setelah itu Kami berfirman kepada Bani Israil, "Tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa kebangkitan datang, niscaya Kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur."

(al-Isr±'/17: 102) مَثْبُورًا Kosakata: *Ma£bµran* 

Mafbµran adalah ismul maf'µl dari kata kerja atau fi'il אָנָר יִּשָׁרֵל יִּשָּׁרֵל יִּשָּׁרֵל יִּשָּׁרֵל יִּשְׁרֵל יִּשְׁרֵל יִּשְׁרֵל יִּשְׁרֵל יִּשְׁרֵל יִּשְׁרֵל יִּשְׁרֵל מִיִּל יִּשְׁרֵל יִּשְׁרֵל יִּשְׁרֵל יִּשְׁרֵל מִיִּל יִּשְׁרֵל מִיִּל יִּשְׁרֵל יִּשְׁרֵל מִיִּל יִּשְׁרֵל מִיִּל יִשְׁרֵל מִיִּל יִשְׁרֵל מִיִּל מִיִּל שִׁרִל מִיִּל מִיִּל שִׁרִל מִיִּל מִיִּל שִׁרִל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיְּל מִיִּל מִיְּל מִיִּל מִיְל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיְל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיִּל מִיְל מִיִּל מִיְל מִיִּל מִיְל מִיְל מִיְל מִיְל מִיּל מִיְל מִיְל מִיְל מִינְיל מִיְל מִינְיל מִינְל מִּיל מִינְיל מִינְיל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִּינְל מִינְל מִּינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִּינְל מִינְל מִינְל מִּינְל מִינְל מִינְל מִּינְל מִינְל מִּינְל מִינְל מִּינְל מִּינְל מִּינְל מִינְל מִינְל מִּינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִינְל מִּינְל מִינְל מִּינְל מִינְל מִינְים מְינְל מִינְל מִינְל מִּינְל מִּיל מִּיל מִּינְל מִּיל מִינְל מִּינְל מִּיל מִּיל מִינְל מִינְל מִינְל מְינְל מִּיל מִינְל מִּיל מִינְל מִּיל מִּיל מִּיל מִּיל מִּיל מְינְל מִינְל מִּיל מְינְל מִינְל מִינְל מְינְל מְינְל מְינְל מְיל מְינְל מְינְל מְינְל מְינְל מְינְל מְינְל מְינְל מְינְל מְינְל מְינְל מְינְיל מְינְיל מְינְל מְינְיל מְינְל מְינְל מְינְיל מְיל מְינְיל מְינְיל מְינְל מְינְיל מְינְיל מְינְיל מְינְיל מְינְל מְינְיל מְינְם מְינְיל מְינְיל מְינְיל מְינְיל מְינְם מְּיל מְינְ

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan sikap orang-orang musyrik Mekah yang meminta agar rasul berasal dari malaikat, meminta sesuatu yang bukan-bukan kepada Rasulullah, dan mengingkari risalahnya setelah dikemukakan bukti-bukti yang kuat. Pada ayat-ayat ini Allah swt menerangkan pengalaman Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Seakan-akan dengan keterangan itu Allah swt mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad saw bahwa apa yang dialaminya telah dialami pula oleh Nabi Musa a.s., dan beliau menghadapinya dengan sabar dan tabah.

#### Tafsir

(101) Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt telah memberikan sembilan macam mukjizat kepada Musa a.s. sebagai bukti kerasulannya, ketika diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Namun demikian, Fir'aun dan kaumnya tetap menolak seruan Nabi Musa untuk beriman pada Allah Sang Pencipta. Dalam ayat yang lain diterangkan bagaimana Fir'aun dan kaumnya mengingkari seruan Musa.

Allah swt berfirman:

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini (kebenaran)-nya. Maka perhatikanlah

bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. (an-Naml/27: 14)

Para mufasir berbeda pendapat tentang maksud dari sembilan ayat tersebut di atas. Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh 'Abd Razz±q, Sa'³d bin Man¡µr, Ibnu Jar³r a⁻-° abar³, dan Ibnu Mun®ir, bahwa sembilan ayat tersebut adalah tongkat, tangan, topan, belalang, kutu, katak, darah, musim kemarau, dan kekurangan buah-buahan. Pendapat ini disetujui oleh jumhur ulama.

Mufasir yang lain, seperti ar-R±z³, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sembilan ayat tersebut di atas adalah berbagai larangan. Ia mendasar-kan pendapatnya dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh A¥mad, at-Tirmi<sup>©³</sup>, al-Baihaq³, A⁻-° abr±n³, an-Nas±¹³, dan Ibnu M±jah dari ¢afw±n bin Asal al-Mur±d³, ketika beliau ditanya oleh orang Yahudi, bahwa yang dimaksud dengan sembilan ayat di sini ialah sembilan macam larangan, yaitu: jangan mempersekutukan Allah, jangan membunuh jiwa kecuali dengan hak, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyihir, jangan makan riba, jangan memfitnah orang yang tidak bersalah kepada penguasa, jangan menuduh wanita yang baik berzina, dan melanggar aturan pada hari Sabat. Ibnu Syihab Al-Khafaji mengatakan, "Inilah tafsir yang diikuti dalam menafsirkan ayat ini."

Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw agar menanyakan tentang kisah Musa kepada orang-orang Yahudi yang hidup di masanya, seperti Abdullah bin Salam dan lain-lain, niscaya mereka akan membenarkannya. Pengakuan mereka terhadap kebenaran risalah Nabi Musa akan menambah iman dan keyakinannya. Hal itu juga bertujuan agar Nabi saw yakin bahwa kisah itu juga terdapat dalam kitab mereka.

Tanyakanlah kepada orang-orang Yahudi, tentu mereka akan menerangkan bahwa Musa a.s. telah datang kepada Fir'aun membawa agama tauhid dan mengemukakan berbagai mukjizatnya. Akan tetapi, Fir'aun mengingkarinya, bahkan mengatakan bahwa Musa adalah orang yang rusak akalnya, sehingga mengaku-ngaku sebagai seorang rasul Allah.

- (102) Musa mengatakan kepada Fir'aun bahwa sesungguhnya Fir'aun telah mengetahui bahwa yang menurunkan ayat-ayat ini adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Hal itu dijelaskan Nabi Musa sebagai bukti dan keterangan bahwa yang diserukannya itu adalah suatu kebenaran. Hanya orang yang bersih hatinya yang dapat menerima seruan tersebut. Lebih lanjut Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun bahwa hatinya yang kotor dan tidak mempunyai kesediaan untuk menerima seruan itu. Kebenaran apapun yang dikemukakan kepadanya tetap tidak akan membuatnya menerima seruan tersebut.
- (103) Setelah Fir'aun melihat kegigihan Musa dalam menyampaikan risalahnya, dan hal itu akan membahayakan diri dan kekuasaannya, maka Fir'aun berencana untuk mengeluarkan Musa dan pengikut-pengikutnya dari

bumi Mesir, baik dengan cara mengusir atau melenyapkan mereka. Akan tetapi, Allah swt lebih dahulu menenggelamkan Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya ke dalam laut Qulzum.

(104) Kemudian Allah swt menyelamatkan Musa dan Bani Israil serta memerintahkan mereka agar mendiami negeri yang telah dijanjikan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Jika telah sampai waktunya, mereka akan diwafatkan kemudian dibangkitkan kembali pada hari kiamat, untuk menetapkan keputusan yang paling adil di antara mereka. Ketika itu, mereka beserta musuh-musuhnya bercampur baur dan menyatu untuk menerima balasan dari Allah. Perbuatan baik akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, sedangkan perbuatan mungkar akan dibalas dengan siksa neraka.

#### Kesimpulan

- 1. Allah swt telah melengkapi kerasulan Musa a.s. dengan sembilan macam mukjizat, tetapi Fir'aun dan pengikut-pengikutnya tetap tidak mempercayainya.
- 2. Nabi Musa a.s. memperingatkan Fir'aun bahwa kebinasaan akan menimpanya, jika ia tidak mengakui kekuasaan dan keesaan Allah swt.
- 3. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya berencana untuk mengusir Musa dan Bani Israil dari negeri Mesir, tetapi Allah swt menenggelamkan mereka lebih dahulu, sebelum sempat melaksanakan maksudnya.
- Allah swt menyelamatkan Musa dan Bani Israil dan memerintahkan mereka mendiami Palestina sampai waktu yang ditentukan. Kemudian mereka diwafatkan dan dibangkitkan kembali pada hari kiamat untuk menerima putusan Allah.

#### KEBENARAN AL-QUR'AN DAN CARA PENURUNANNYA

وَبِالْحَقَّ اَزُلُنهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ قَمَّ اَرْسَلُنك الآمُبَقِّرًا وَيَذِيْرُا ﴿ وَقُرُانًا فَرَقُن الْمَنْوَا بِهَ اَوْلاَ تُوْمِنُوا الْمَنْوَا بِهَ اَوْلاَ تُوْمِنُوا آلِ اَلَّذِيْنَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُمْ يَخِرُ وَنَ الْاَدْقَانِ اللّهَ اَلْاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّ

Terjemah

(105) Dan Kami turunkan (Al-Qur'an) itu dengan sebenarnya dan (Al-Qur'an) itu turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami mengutus engkau (Muhammad), hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. (106) Dan Al-Qur'an (Kami turunkan) berangsur-angsur agar engkau (Muhammad) membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan Kami menurunkannya secara bertahap. (107) Katakanlah (Muhammad), "Berimanlah kamu kepadanya (Al-Qur'an) atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila (Al-Qur'an) dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud." (108) Dan mereka berkata, "Mahasuci Tuhan kami; sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi." (109) Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. (110) Katakanlah (Muhammad), "Serulah Allah atau serulah ar-Ra¥m±n. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai namanama yang terbaik (Asm±' al-¦ usn±) dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan janganlah (pula) merendahkannya dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu." (111) Dan katakanlah, "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak (pula) mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan dan agungkanlah Dia seagung-agungnya.

(al-Isr±'/17: 106) مُكُتْ (al-Isr

Muk£ artinya tenang, tidak tergesa-gesa, perlahan-lahan, tinggal atau menetap. Fi'il makafa-yamkufu-mukfan wa mukufan artinya tinggal atau mendiami. Dalam ayat 106 Surah al-Isr±' ini disebutkan dengan ungkapan: artinya: supaya kamu membacakannya kepada manusia لتقراه علىالناس على مكث dengan tenang atau dengan perlahan-lahan. Hal ini berkaitan dengan cara diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw secara berangsurangsur supaya Nabi mudah memahami dan menghafalnya, serta menyampaikan dan membacakannya kepada manusia dengan tenang dan perlahanlahan, tidak tergesa-gesa yang dapat menimbulkan kekurangjelasan bacaan dan makna ayat. Hal ini sangat penting karena wahyu dari Allah swt tidak boleh salah dalam membaca dan memahaminya, serta untuk dihafal dengan baik dan tepat. Apalagi waktu ayat-ayat Al-Qur'an ini diturunkan yaitu sekitar tahun 610-633 M atau awal abad ke-7 M alat tulis menulis dan rekaman belum lengkap seperti sekarang. Nabi telah melaksanakan tugastugas kenabiannya termasuk menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an kepada para sahabat dengan baik dan benar sesuai petunjuk Allah swt, sehingga para sahabat menerima dengan baik dan tepat, tidak terjadi kesalahan satu huruf pun, semua sesuai dengan yang disampaikan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw.

#### Munasabah

Pada ayat yang lalu, Allah swt menerangkan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa a.s., serta keingkaran Fir'aun dan Bani Israil. Pada ayatayat berikut ini Allah swt menegaskan kebenaran mukjizat yang besar (Al-Qur'an) yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dan juga menerangkan bagaimana Nabi harus bersikap dalam menghadapi keingkaran kaum musyrikin Mekah.

#### **Tafsir**

(105) Dalam ayat ini Allah swt menegaskan kepada Rasul saw bahwa Allah benar-benar telah menurunkan Al-Qur'an dari sisi-Nya. Maka manusia tidak boleh meragukan dan berpaling darinya.

Dalam ayat yang lain Allah swt berfirman:

لْكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ إِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهُ وَالْمَلْ بِكُهُ يَشْهَدُونَ ۗ وَكُفَى اللهِ مَنْهِ مُدَالًا مِكُونَ أُوكَ فَي اللهِ مَنْهِ مِنْدًا

Tetapi Allah menjadi saksi atas (Al-Qur'an) yang diturunkan-Nya kepadamu (Muhammad). Dia menurunkannya dengan ilmu-Nya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. (an-Nis±'/4: 166)

Al-Qur'an membawa berbagai ajaran yang benar yang mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan bagi umat manusia. Di dalamnya terdapat ajaran tentang moral, akidah ketuhanan, peraturan-peraturan, hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Segala isinya senantiasa terpelihara, baik lafal maupun maknanya tidak akan ternoda dengan penambahan atau pengurangan yang menyebabkan kekacauan dan kesimpangsiuran, sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya. (al-¦ ijr/15: 9)

Firman-Nya lagi:

(Yang) tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang), yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana, Maha Terpuji. (Fu¡¡ilat/41: 42)

Demikianlah Allah menerangkan sifat-sifat Al-Qur'an dengan segala jaminan akan kesuciannya dari tangan-tangan manusia yang berusaha mengotorinya. Dia diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang diutus kepada umat manusia untuk memberikan kabar gembira tentang pahala dan surga bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada ajaran agama, dan memberikan peringatan tentang azab dan neraka bagi yang kafir dan berbuat dosa.

(106) Dalam ayat ini Allah swt menerangkan bahwa Al-Qur'an diwahyu-kan kepada Nabi Muhammad saw secara berangsur-angsur sebagian demi sebagian, agar ia dapat membacakannya kepada umatnya, serta memberi pemahaman secara perlahan-lahan. Ayat Al-Qur'an pertama kali diwahyukan di bulan Ramadan, pada malam qadar, kemudian seterusnya diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang terjadi dalam tempo kurang dari duapuluh tiga tahun. Dengan penurunan secara berangsur-angsur itu, umat Islam memperoleh keutamaan dan manfaat yang besar, antara lain:

Pertama: Kaum Muslimin mudah menghafalnya ketika diturunkan.

Kedua: Kaum Muslimin berkesempatan untuk memahami setiap kelompok ayat yang diturunkan, karena jangkauan maknanya yang luas memerlukan waktu yang cukup untuk memahaminya agar mendapat pemahaman yang tepat dan benar.

Ketiga: Kaum Muslimin tidak mengalami kegoncangan jiwa yang berarti dalam menghadapi berbagai perubahan yang dibawa oleh Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, mereka menganut kepercayaan animis yang bermacam-macam, dan tidak memiliki peraturan dan tata kehidupan yang dipatuhi. Penurunan Al-Qur'an secara berangsur-angsur mempermudah mereka menyesuaikan diri dengan ajaran-ajaran yang baru, baik ajaran yang berhubungan dengan akidah, maupun yang berhubungan dengan ibadah dan kemasyarakatan.

*Keempat:* Sebagian ayat-ayat Al-Qur'an merupakan penjelasan yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang terjadi.

Firman Allah swt:

Dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan Kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. (al-Furq±n/25: 33)

Dengan demikian, kaum Muslimin merasakan bahwa mereka selalu mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah swt ketika menghadapi setiap peristiwa yang terjadi di antara mereka.

Bagi Nabi Muhammad saw, penurunan Al-Qur'an secara berangsurangsur itu amat besar manfaatnya dalam memperteguh hatinya, seperti dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus?" Demikianlah, agar Kami memperteguh hatimu (Muhammad) dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (berangsurangsur, perlahan dan benar). (al-Furq±n/25: 32)

Pada umumnya ayat-ayat yang diturunkan berkisar antara lima sampai dengan sepuluh ayat sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana Umar bin Kha<sup>--</sup>±b berkata:

Diriwayatkan dari Umar r.a., dia berkata, "Pelajarilah Al-Qur'an lima ayat lima ayat. Karena sesungguhnya Jibril menurunkannya lima ayat lima ayat. (Riwayat al-Baihaq³).

(107) Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk menyatakan dengan tegas kepada kaum musyrikin yang ingkar kepada kebenaran Al-Qur'an itu, bahwa sekiranya mereka beriman maka keimanan mereka itu tidaklah memperkaya perbendaharaan rahmat-Nya. Demikian pula sebaliknya, sekiranya mereka tetap ingkar, tidak mau beriman kepada Al-Qur'an, keingkaran dan penolakan mereka itu tidaklah mengurangi keagungan Allah swt. Firman Allah:

Dan mereka berkata, "Kami tidak akan percaya kepadamu (Muhammad) sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. (al-Isr±'/17: 90)

Pernyataan Rasul saw ini merupakan celaan dan kecaman kepada kaum musyrikin, serta mengandung penghinaan kepada mereka. Bagaimanapun sikap mereka terhadap Al-Qur'an, tidak patut dipedulikan. Kebenaran Al-Qur'an tidak tergantung kepada sikap orang-orang yang ingkar itu. Tidak mengherankan kalau mereka menolak kebenaran Al-Qur'an, karena mereka memang orang Jahiliah. Tetapi orang-orang baik dan terpelajar di antara mereka tentu beriman dan tunduk sepenuhnya bila mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan. Seperti Zaid bin Amru bin Nufail dan Waragah bin Naufal yang telah membacakan kitab-kitab suci yang terdahulu sebelum Al-Qur'an diturunkan, dan mereka mengetahui kelak pada waktunya akan lahir seorang rasul akhir zaman. Mereka sujud dan bersyukur kepada Allah swt yang telah memenuhi janji-Nya, yaitu mengutus Muhammad saw sebagai rasul terakhir. Dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad saw merasa terhibur hatinya, karena keimanan orang-orang yang terpelajar lebih berarti dari keimanan orang-orang jahil, meskipun keimanan orang-orang jahil itu tetap diharapkan.

(108) Dalam ayat ini Allah swt menerangkan bahwa orang-orang yang telah diberi ilmu itu mengucapkan tasbih, yaitu lafal Sub¥±nall±h (Mahasuci Allah), sewaktu sujud tanda syukur kepada Allah swt. Mereka menyucikan Tuhan dari sifat-sifat yang tidak patut bagi-Nya, seperti menyalahi janji-Nya kepada umat manusia untuk mengutus seorang rasul. Mereka juga mengatakan bahwa sebenarnya janji Allah itu telah datang dan menjadi kenyataan.

Ayat ini menunjukkan kebaikan membaca tasbih dalam sujud. 'Aisyah r.a. berkata, "Adalah Rasul saw banyak membaca dalam sujud dan rukuknya:

Mahasuci Engkau ya Allah Tuhan kami, kami bertasbih dengan memuji-Mu. Ya Allah ampunilah aku. (Riwayat Muslim dalam Sahihnya)

(109) Kemudian Allah swt menambahkan dalam ayat ini sifat-sifat yang terpuji pada orang-orang yang diberi ilmu itu. Mereka menelungkupkan muka, bersujud kepada Allah sambil menangis disebabkan bermacammacam perasaan yang menghentak dada mereka, seperti perasaan takut kepada Allah, dan perasaan syukur atas kelahiran rasul yang dijanjikan. Pengaruh ajaran-ajaran Al-Qur'an meresap ke dalam jiwa mereka ketika mendengar ayat-ayat yang dibacakan, serta menambah kekhusyukan dan kerendahan hati mereka. Dengan demikian, mereka merasakan betapa kecilnya manusia di sisi Allah swt. Demikianlah sifat orang berilmu yang telah mencapai martabat yang mulia. Hatinya menjadi tunduk dan matanya mencucurkan air mata ketika Al-Qur'an dibacakan kepadanya. Mencucurkan air mata ketika mendengar atau membaca Al-Qur'an sangat terpuji dalam pandangan Islam.

Bersabda Rasulullah saw:

Bacalah Al-Qur'an dan menangislah, jika kamu tidak bisa menangis, maka usahakanlah sekuat-kuatnya agar dapat menangis.(Riwayat at-Tirmi<sup>©3</sup> dari Sa'd bin Ab³ Waqq±<sub>i</sub>)

Sabda Rasulullah saw lagi:

Dua mata yang tidak disentuh api neraka, yaitu yang menangis karena takut kepada Allah swt, dan mata yang berjaga-jaga di malam hari pada jalan Allah (jihad). (Riwayat at-Tirmi<sup>©3</sup> dari Ibnu 'Abb±s)

Tidaklah masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, kecuali bila air susu sapi dapat kembali ke dalam kantong susunya, dan tidaklah berkumpul pada seorang hamba, debu dalam peperangan di jalan Allah dengan asap api neraka. (Riwayat Muslim dan an-Nas±'i dari Abu Hurairah)

(110) Sabab nuzul ayat ini, menurut riwayat Ibnu Jar³r a⁻-° abar³ dari Ibnu 'Abb±s, bahwa Rasul saw pada suatu hari salat di Mekah, lalu beliau berdoa. Dalam doanya itu, beliau mengucapkan kata-kata, "Ya Allah Ya Ra¥m±n." Orang-orang musyrik yang mendengar ucapan Nabi itu berkata, "Perhatikanlah orang yang telah keluar dari agamanya ini, dilarangnya kita berdoa kepada dua Tuhan sedangkan dia sendiri berdoa kepada dua Tuhan. Maka turunlah ayat ini.

Menurut riwayat A«-¬a¥¥±k, sebab turun ayat ini ialah bahwa orang Yahudi bertanya kepada Rasul mengapa kata ar-Ra¥m±n sedikit beliau sebutkan, padahal di dalam Taurat, Allah banyak menyebutnya." Maka turunlah ayat ini.

Bilamana latar belakang turun ayat ini menurut riwayat yang pertama, maka Allah menjelaskan kepada kaum musyrikin bahwa kedua lafal itu (Allah dan ar-Ra¥m±n) walaupun berbeda namun sama-sama mengungkapkan Zat Yang Maha Esa, Tuhan satu-satunya yang disembah. Pemahaman yang demikian sesuai dengan keterangan ayat 111.

Bila latar belakang turunnya ayat ini adalah riwayat yang kedua, maka Allah menjelaskan kepada orang Yahudi bahwa lafal itu sama-sama baik untuk mengutarakan apa yang dimaksud. Orang Yahudi memandang kata ar-Ra¥m±n lebih baik, karena sifat itu yang paling disukai Allah, sehingga banyak disebut dalam Taurat. Ar-Ra¥m±n banyak sekali disebut dalam Taurat karena Nabi Musa a.s. berwatak keras dan pemarah. Oleh karena itu, Allah banyak menyebutkan kata-kata ar- Ra¥m±n agar beliau bergaul dengan umatnya dengan kasih sayang, dan beliau sebagai seorang nabi tentulah mencontoh sifat-sifat Allah.

Pada ayat ini, Allah swt menjelaskan tentang keesaan Zat-Nya dengan nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itu hanyalah menggambarkan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, bukan wujud Allah yang berdiri sendiri sebagai-mana anggapan kaum musyrikin.

Sesudah menyatakan kesamaan kedua kata itu, Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa kedua lafal itu baik digunakan untuk berdoa, karena Tuhan mempunyai *al-asm±'ul ¥usn±* (nama-nama yang paling baik). Tuhan memberikan keterangan dengan *al-¥usn±* (paling baik) untuk nama-nama-Nya, karena mengandung pengertian yang mencakup segala sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keindahan yang tidak satu makhluk pun yang menyerupai.

Orang-orang Yahudi sesungguhnya tidaklah memungkiri nama-nama Allah yang baik itu. Hanya saja mereka memandang *ar-Ra¥m±n* nama yang terbaik di antara nama-nama Tuhan lainnya. Inilah yang tidak dibenarkan dalam ayat ini karena kedua nama tersebut termasuk *al-asm±'ul ¥usn±*. Pendapat seperti di atas juga dianut oleh kaum Muslimin, dimana menurut mereka, ada nama yang lebih tinggi di antara *al-asm±'ul ¥usn±*. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw mendengar seorang laki-laki membaca doa:

Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, supaya aku benar-benar bersaksi bahwasanya Engkau Allah yang tiada tuhan melainkan Engkau, Yang Esa lagi tempat bergantung segala makhluk. Yang tiada beranak dan tiada dilahirkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. (Riwayat at-Tirmi<sup>©3</sup> dari Abdullah bin Buraidah al-Aslam³ dari ayahnya)

Setelah mendengar doa itu Nabi saw bersabda:

Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, benar-benar laki-laki itu berdoa dengan nama Tuhan Yang Agung (al-asm±' al-A'§am), yang bila Allah diseru dengan (menyebut) nama itu niscaya Dia menyempurnakannya, dan bila Allah diminta dengan (menyebut) nama itu niscaya Dia memberi. (Riwayat Ibnu Jar³r a⁻-° abar³ dari Sa'ad)

Diriwayatkan pula oleh Muslim, A¥mad, at-Tirmi<sup>©3</sup>, dan Ibnu Abi Hatim dari Asm±' binti Yaz³d bahwa Nabi saw bersabda:

Nama Allah Ta'ala Yang Maha Agung terletak pada dua ayat ini, yaitu:

Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 163)

Dan ayat yang kedua ialah pada pembukaan Surah 2 li 'Imr±n:

Alif L±m M³m. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus-mengurus (makhluk-Nya). (2 li 'Imr±n/3: 1-2)

Kemudian pada akhir ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasul agar di waktu salat jangan membaca ayat dengan suara keras dan jangan pula dengan suara yang rendah, tetapi di antara keduanya. Yang dimaksud dengan membaca ayat ini mencakup membaca basmalah dan ayat lainnya. Jika Rasul membaca dengan suara yang keras, tentu didengar oleh orang-orang musyrik dan mereka lalu mengejek, mengecam, dan mencaci-maki

Al-Qur'an, Nabi, dan sahabat-sahabatnya. Namun jangan pula membaca dengan suara yang terlalu rendah sehingga para sahabat tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Larangan ini turun ketika Rasul masih berada di Mekah berdasarkan riwayat Ibnu 'Abb±s.

Menurut riwayat Ibnu 'Abb±s, ketika Rasul berada di Mekah disuruh membaca ayat dengan suara yang tidak terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu rendah, dilarang membaca dengan suara yang pelan dan rendah sehingga tidak terdengar. Tetapi sesudah hijrah ke Medinah, persoalan itu tidak dibahas lagi kecuali membaca ayat dalam salat dengan suara yang keras di luar batas tetap tidak dibenarkan.

(111) Pada ayat ini Nabi diajari cara memuji Allah swt yang memiliki sifat-sifat kemahaesaan, kesempurnaan, dan keagungan. Oleh karena itu, hanya Allah yang berhak menerima segala macam pujian-pujian dan rasa syukur dari hamba dan makhluk-Nya atas segala nikmat yang diberikan kepada mereka.

Ayat ini menjelaskan tiga sifat bagi Allah swt:

Pertama: Bahwa sesungguhnya Allah tidak memiliki anak, karena siapa yang memiliki anak tentu tidak menikmati segala nikmat yang dia miliki, tetapi sebagian nikmat itu dipersiapkan untuk anaknya yang ditinggalkannya bilamana dia sudah meninggal dunia. Mahasuci Allah swt dari sifat demikian. Orang yang punya anak terhalang untuk menikmati seluruh haknya dalam segala keadaan. Oleh sebab itu, manusia tidak patut menerima pujian dari segala makhluk. Dengan ayat ini, Allah swt menjelaskan dan membantah pandangan orang Yahudi yang mengatakan 'Uzair putra Tuhan, juga pendapat orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih putra Tuhan, atau anggapan orang-orang musyrikin bahwa malaikat-malaikat adalah putri-putri Tuhan.

Kedua: Bahwa sesungguhnya Allah swt tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya. Jika sekutu-Nya ada, tentu sulit untuk menentukan mana di antara keduanya yang berhak menerima pujian, rasa syukur, dan pengabdian para makhluk. Salah satu di antara dua tuhan tadi tentu memerlukan pertolongan dari yang lainnya dan akhirnya tidak ada satupun tuhan yang berdiri sendiri dan berdaulat secara mutlak di atas alam ini.

Ketiga: Bahwa sesungguhnya tak seorang pun di antara orang-orang yang hina diberi Allah kekuasaan yang akan melindunginya dari musuh yang mengancamnya.

Demikianlah Allah swt suci dari segala sifat-sifat yang mengurangi kesempurnaan-Nya, agar para hamba-Nya tidak ragu memanjatkan doa, syukur, dan pujian kepada-Nya. Kemudian Nabi saw diperintahkan untuk mengagungkan-Nya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Mengagungkan dan mensucikan Allah itu adalah sebagai berikut:

Pertama: Mengagungkan Allah swt pada Zat-Nya dengan meyakini bahwa Allah itu wajib ada-Nya karena Zat-Nya sendiri tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Dia tidak memerlukan sesuatu dari wujud ini.

*Kedua:* Mengagungkan Allah swt pada sifat-Nya, dengan meyakini bahwa hanya Dialah yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan dan jauh dari sifat-sifat kekurangan.

Ketiga: Mengagungkan Allah swt pada af'±l-Nya (perbuatan-Nya) dengan meyakini bahwa tidak ada suatu pun yang terjadi dalam alam ini, melainkan sesuai dengan hikmah dan kehendak-Nya.

Keempat: Mengagungkan Allah swt pada hukum-hukum-Nya, dengan meyakini bahwa hanya Dialah yang menjadi Penguasa yang ditaati di alam semesta ini, dimana perintah dan larangan bersumber darinya. Tidak ada seorang pun yang dapat membatasi dan membatalkan segala ketentuan-Nya atas sesuatu. Dialah yang memuliakan dan Dia pula yang menghinakan orang-orang yang Dia kehendaki.

Kelima: Mengagungkan nama-nama-Nya, yaitu menyeru dan menyebut Allah dengan nama-nama yang baik (al-asm±'ul ¥usn±). Tidak menyifati Tuhan melainkan dengan sifat-sifat kesucian dan kesempurnaan.

#### Kesimpulan

- 1. Al-Qur'an yang penuh kebenaran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, agar mudah dihafal dan dipahami oleh umatnya.
- 2. Keingkaran atau keimanan manusia kepada Al-Qur'an tidak mempengaruhi keagungan Tuhan. Namun orang-orang terpelajar merasa terpanggil jiwanya untuk beriman dan bertasbih kepada-Nya.
- 3. Tidak ada bedanya menyebut nama Allah swt sewaktu berdoa dengan kalimat Allah atau ar-Ra¥m±n. Keduanya menunjukkan kemahaesaan-Nya dan termasuk *al-asm±'ul ¥usn±* (nama-nama terbaik).
- 4. Membaca Al-Qur'an dalam salat tidak boleh terlalu keras atau terlalu lemah, tetapi cukup dengan suara yang bisa didengar oleh seluruh jamaah.
- 5. Segala puji bagi Allah swt karena Dia memiliki sifat-sifat yang Mahasempurna, tidak memiliki anak yang mengurangi kebebasannya, sekutu yang menjadi saingan-Nya, atau penolong yang membela-Nya.
- Mengagungkan Allah berarti meyakini keesaan Zat, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan, hukum-hukum, dan nama-nama-Nya.

#### PENUTUP

Banyak ayat-ayat dalam surah ini mengemukakan bahwa Al-Qur'an yang dibawa Nabi Muhammad saw benar-benar wahyu Allah, dan manusia pasti mengalami hari kebangkitan. Dalam surah ini dikemukakan pula dalil-dalil kekuasaan dan keesaan Allah swt serta hukum-hukum yang diturunkan-Nya yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan oleh manusia.

#### SURAH AL-KAHF

#### PENGANTAR

Surah ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Dinamai al-Kahf artinya gua dan A¡¥±bul Kahfi yang artinya "Penghunipenghuni Gua". Kedua nama ini diambil dari kisah yang terdapat dalam surah ini pada ayat 9 s/d 26, tentang beberapa orang pemuda yang bersembunyi dan ditidurkan Allah dalam gua selama bertahun-tahun lamanya. Selain kisah tersebut, terdapat pula beberapa kisah dalam surah ini, yang kesemuanya mengandung iktibar dan pelajaran yang amat berguna bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

#### Pokok-pokok Isinya:

1. Keimanan:

Kekuasaan Allah swt untuk memberi ketahanan hidup pada manusia di luar hukum kebiasaan; dasar-dasar tauhid serta keadilan Allah swt tidak berubah untuk selama-lamanya; kalimat-kalimat Allah (ilmu-Nya) amat luas sekali, meliputi segala sesuatu; sehingga manusia tidak mampu untuk menulisnya. Kepastian datangnya hari kebangkitan, Al-Qur'an adalah kitab suci yang isinya bersih dari pertentangan dan kepalsuan.

- 2. Hukum:
  - Dasar hukum wakalah (berwakil); larangan membangun tempat ibadah di atas kuburan; hukum membaca "insy± Allah", hukum perbuatan salah yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan; kebolehan merusak satu barang untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar.
- 3. Kisah:

Kisah  $A_i$ ¥±bul Kahf; kisah dua orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin, kisah Nabi Musa a.s. dengan Khidir a.s.; kisah Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj.

4. Lain-lain:

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kisah-kisah dalam surah ini antara lain tentang kekuatan iman kepada Allah swt serta ibadah yang ikhlas kepada-Nya; kesungguhan seseorang dalam mencari guru (ilmu); adab sopan santun antara murid dan guru; dan beberapa contoh tentang cara memimpin dan memerintah rakyat serta negara.

#### MUNASABAH SURAH AL-ISR2' DENGAN SURAH AL-KAHF

- 1. Surah al-Isr±' dimulai dengan tasbih (membaca *sub¥±nalI±h*) untuk mensucikan Allah, sedang Surah al-Kahf dibuka dengan tahmid (membaca *al¥amduliII±h*) untuk memuji-Nya. Tasbih dan tahmid adalah dua kata yang sering bergandengan dalam firman-firman Allah.
- 2. Persamaan antara penutup Surah al-Isr±' dengan pembukaan Surah al-Kahf yaitu sama-sama dengan tahmid kepada Allah.
- Menurut riwayat ada tiga buah pertanyaan yang diajukan oleh orangorang Yahudi dengan perantaraan orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad saw, yakni masalah roh, kisah A¡¥±bul Kahf dan kisah Zulkarnain. Masalah roh itu dijawab dalam Surah al-Isr±', dan dua masalah lainnya pada Surah al-Kahf.
- 4. Dalam Surah al-Isr±' ayat 85 Allah berfirman, "Tidaklah kamu diberi ilmu kecuali hanyalah sedikit." Firman ini ditujukan kepada sebagian orang-orang Yahudi yang merasa sombong dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka, sebab bagaimanapun juga mereka adalah manusia yang hanya diberi ilmu pengetahuan sedikit. Dalam Surah al-Kahf Allah menceritakan tentang Nabi Musa a.s. dengan Nabi Khidir a.s. yang belum pernah diketahui oleh orang-orang Yahudi. Dalam kisah ini terlihat betapa sedikitnya ilmu Nabi Musa dibandingkan dengan ilmu Nabi Khidir.

#### SURAH AL-KAHF

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang."

#### KECAMAN TERHADAP ANGGAPAN ADANYA ANAK TUHAN

Terjemah

(1) Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok; (2) sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik, (3) mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. (4) Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, "Allah mengambil seorang anak." (5) Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya mengatakan (sesuatu) kebohongan belaka. (6) Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an). (7) Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk Kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. (8) Dan Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

### (al-Kahf/18: 6) بَاحِعٌ نَفْسَك Kosakata: B±khi' Nafsaka

B±khi' nafsaka artinya orang yang menyiksa atau menyengsarakan diri. Ayat 6 Surah al-Kahf ini dimulai dengan *la'alla* (لعل) yaitu: أداة التمني suatu kata yang biasa digunakan pada kalimat bentuk impian atau harapan. Tetapi la'alla dalam ayat ini dimaksudkan sebagai kata tanya yang bersifat inkari eyang mengandung pengertian *an-nahyu* atau larangan. Maka فلعلك باخع نفسك artinya secara bebas ialah: Maka apakah kamu -mudah-mudahan tidakakan menyiksa atau mencelakakan dirimu? Nabi memang sangat bersedih dan kecewa berat melihat orang-orang Quraisy tidak mau menerima ajaran dan dakwahnya, padahal keadaan mereka sudah sangat rusak, suka membunuh, berzina, minum minuman keras, bertindak kasar dan jahat, sama sekali tidak pernah menyayangi orang lemah, suka melakukan *wa'dul ban±t* yaitu mengubur hidup-hidup anak mereka yang lahir perempuan, dan begitulah adat Jahiliah. Akan tetapi, mengapa mereka menolak petunjuk agama yang baik untuk beriman dan beramal saleh. Dalam hal ini, Allah kembali mengingatkan Nabi, bahwa tugas nabi dan rasul hanyalah menyampaikan dakwah, bukan memberi hidayah kepada mereka. Apabila Nabi sudah menyampaikan dakwahnya dan menjelaskannya dengan baik, maka tugasnya sudah selesai.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah memuji diri-Nya yang tidak mempunyai anak dan sekutu dalam kerajaan-Nya, dan Dia tidak lemah sehingga memerlukan penolong. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memuji diri-Nya yang telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Rasulullah sebagai nikmat yang terbesar yang pernah dianugerahkan-Nya kepada umat manusia.

#### **Tafsir**

- (1) Dalam ayat ini Allah swt memuji diri-Nya, sebab Dialah yang menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Rasul saw sebagai pedoman hidup yang jelas. Melalui Al-Qur'an, Allah memberi petunjuk kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Ayat Al-Qur'an saling membenarkan dan mengukuhkan ayat-ayat lainnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan. Nabi Muhammad saw yang menerima amanat-Nya menyampaikan Al-Qur'an kepada umat manusia, disebut dalam ayat ini dengan kata 'hamba-Nya' untuk menunjukkan kehormatan yang besar kepadanya, sebesar amanat yang dibebankan ke pundaknya.
- (2) Allah swt menerangkan bahwa Al-Qur'an itu lurus, yang berarti tidak cenderung untuk berlebih-lebihan dalam memuat peraturan-peraturan, sehingga memberatkan para hamba-Nya. Tetapi juga tidak terlalu singkat sehingga manusia memerlukan kitab yang lain untuk menetapkan peraturan-peraturan hidupnya. Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad saw agar beliau memperingatkan orang-orang kafir akan azab yang besar dari Allah,

karena keingkaran mereka kepada Al-Qur'an. Juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar dari-Nya, karena keimanan mereka kepada Allah dan rasul-Nya, serta amal kebajikan yang mereka lakukan selama hidup di dunia.

(3) Pahala yang besar itu tidak lain adalah surga yang mereka tempati untuk selama-lamanya, mereka tidak akan pindah atau dipindahkan dari surga itu, sesuai dengan janji Allah swt kepada mereka.

Firman Allah swt:

## وَتِلْكَ الْجَنَةُ الَّتِيَّ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْك

Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. (az-Zukhruf/43: 72)

(4) Dalam ayat ini Allah kembali menyebutkan tugas Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada kaum kafir, karena kekufuran mereka dipandang perkara besar oleh Allah, terutama orang-orang kafir yang mengatakan Allah itu mempunyai anak.

Mereka itu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: pertama, golongan musyrikin Mekah (Arab) yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu putri Tuhan; kedua, golongan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair putra Tuhan; dan ketiga, golongan orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa putra Tuhan.

Al-Qur'an diturunkan ke dunia untuk mengembalikan kepercayaan umat manusia kepada tauhid yang murni. Banyak ayat-ayat yang mengancam berbagai kepercayaan kepada selain Allah yang dianggap sebagai keyakinan yang sangat keliru.

Firman Allah swt:

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah." Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? (at-Taubah/9: 30)

(5) Anggapan mereka bahwa Allah mempunyai anak sama sekali tidak didasarkan atas pengetahuan dan keyakinan mereka sendiri, tetapi

didasarkan atas persangkaan yang tidak benar atau taklid buta kepada nenek moyang mereka. Padahal, nenek moyang mereka itu juga tidak mempunyai pengetahuan dan dasar keyakinan tentang kepercayaan yang demikian.

Sungguh terlalu jelek ucapan mereka itu, yang tidak lahir dari pikiran yang sehat, tetapi begitu saja keluar dari mulut yang lancang. Allah menegaskan bahwa apa yang diucapkan mereka itu adalah kekafiran yang sangat besar, karena tidak didasarkan atas keyakinan, dan tidak patut diucapkan oleh seorang manusia. Kelancangan mereka mengucapkan kalimat kufur itu ditegaskan Allah sebagai suatu kebohongan, yang tidak mengandung kebenaran. Allah swt mengingatkan Rasul untuk memerintahkan kepada umatnya supaya kembali kepada agama tauhid, sebagaimana yang diajarkan Al-Qur'an.

Firman Allah:

## قُلْ يَا هَلَ الْكِتْبِ تَعَالُوْا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللهَ نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَرِيًا وَلا يَتَغِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَا بَايِّنْ دُوْنِ اللهِ

Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. (2 li 'Imr±n/3: 64)

(6) Menurut riwayat Ibnu 'Abb±s bahwa 'Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisy±m, an-Na«ar bin Hari£, Umayyah bin Khalaf, al-A'sy± bin Wa'il, al-Aswad bin Mu⁻alib, dan Abμ Buhturi di hadapan beberapa orang Quraisy mengadakan pertemuan. Rasul saw merasa susah melihat perlawanan kaumnya kepadanya dan pengingkaran mereka terhadap ajaran-ajaran yang dibawanya, sehingga sangat menyakitkan hatinya. Lalu turunlah ayat ini.

Dalam ayat ini, Allah swt mengingatkan Rasul saw agar tidak bersedih hati, hingga merusak kesehatan dirinya, hanya karena kaumnya tidak mau beriman kepada Al-Qur'an dan kenabiannya. Hal demikian itu tidak patut membuat Nabi sedih karena tugas beliau hanyalah menyampaikan wahyu Ilahi kepada mereka, sedangkan kesediaan jiwa mereka untuk menerima kebenaran ayat-ayat tersebut tergantung kepada petunjuk Allah swt.

Firman Allah swt:

## لَيْسَ عَلَيْكَ هُذُهُمْ وَلْكِنَّ اللَّهَ يَهْدِيْ مَنْ يَشَكَّاهُ

Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. (al-Bagarah/2: 272)

Sesungguhnya Nabi Muhammad bersedih hati karena hasratnya yang besar dan kecintaannya yang dalam terhadap kaumnya supaya mereka beriman, tidak tercapai. Beliau diberi gelar ¥ab³bull±h artinya kekasih Allah, maka sifat kasih sayang beliau yang sangat menonjol kepada sesama manusia itu adalah pencerminan dari cintanya kepada Allah. Semakin kuat cinta kepada Allah, semakin besar pula kasihnya kepada manusia, bahkan manusia itu dirasakan sebagai dirinya. Oleh karena itu, ketika kaumnya menjauhkan diri dari bimbingan Allah swt dan rasul-Nya, beliau merasakan kejadian itu sebagai pukulan berat bagi dirinya. Bukankah kaum yang jauh dari hidayah Allah pada akhirnya akan hancur, dan beliau sendiri akan menyaksikan kehancuran mereka itu. Hati yang sangat iba terhadap mereka menjadi penghalang kebenaran, apapun pendorongnya, dan dapat menghambat jalan kebenaran itu sendiri. Maka Allah swt mengingatkan Rasul saw agar tidak mengindahkan tanggapan kaum musyrikin yang menjadi penghalang tersebarnya agama Islam, tetapi terus menyampaikan dakwahnya dengan bijaksana. Sebab mereka itu adalah manusia yang telah dikaruniai akal pikiran. Dengan akal pikiran itu, manusia dapat merenungkan kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat kauniyah (alam) seperti benda-benda yang terdapat dalam alam ini.

(7) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa segala yang ada di atas bumi ini diciptakan sebagai perhiasan bagi bumi itu, baik binatang dan tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari berbagai jenis di lautan dan di daratan, maupun barang-barang tambang yang beraneka ragam dan sebagainya. Semua itu untuk menguji manusia apakah mereka dapat memahami dengan akal pikiran bahwa perhiasan-perhiasan bumi itu dapat memberi gambaran akan adanya Sang Pencipta, untuk kemudian menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya. Bilamana mereka menggunakan segala benda-benda alam, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu untuk pengabdian diri kepada Allah dan kemaslahatan manusia, maka Allah akan memberi mereka pahala yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, bilamana mereka menggunakannya untuk mendurhakai Allah dan merusak peradaban dan kemanusiaan, maka Allah swt akan menimpakan kepada mereka azab yang besar pula. Sejarah umat manusia membuktikan bahwa mereka selalu berlomba-lomba untuk memperoleh benda-benda perhiasan bumi itu, karena merupakan benda-benda ekonomi yang menjadi sumber penghidupan umat manusia. Karena bendabenda itu pula, mereka saling berbunuh-bunuhan satu sama lain yang akhirnya menimbulkan kehancuran. Hal itu tidak akan terjadi jika mereka menyadari bahwa benda-benda hiasan bumi itu adalah anugerah Allah, dan dimanfaatkan untuk kemanusiaan dan pengabdian kepada Tuhan Rabbul Alamin.

Demikianlah, barang siapa yang dapat memahami dan mengambil pelajaran serta hikmah dari benda-benda hiasan bumi itu akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Semua benda alam ini memang diperuntukkan bagi manusia, terserah kepada mereka mau melakukan apa saja terhadap bendabenda hiasan di permukaan bumi itu?

Firman Allah swt:

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu (manusia) apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. (al-¦ ajj/22: 65)

Sabda Nabi Muhammad saw:

Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah menunjuk kamu sebagai penguasa di atasnya, lalu Dia melihat apa yang kamu kerjakan. (Riwayat Muslim dari Abu Sa'³d al-Khudr³)

(8) Ayat ini menerangkan bahwa Allah benar-benar mampu untuk membuat apa yang ada di atas bumi ini menjadi tanah yang datar dan tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang menghiasinya. Keindahan yang semula memikat penglihatan berubah menjadi pemandangan yang kering dan pudar. Perubahan demikian itu dapat terjadi disebabkan perubahan iklim, dan dapat pula disebabkan oleh tangan manusia sendiri yang tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan mereka sendiri, seperti tata kota yang salah, penggundulan hutan, pemakaian tanah berlebih-lebihan tanpa pemeliharaan, peperangan, dan sebagainya.

Dengan demikian, tidak patut bagi Nabi Muhammad untuk berduka cita bagi mereka yang anti terhadap ajaran-ajaran Islam yang dibawanya, karena Allah swt akan menguji mereka dengan menciptakan keindahan di muka bumi ini dengan menciptakan bermacam-macam benda seperti tumbuhtumbuhan, hewan dan mineral. Siapa di antara manusia yang beramal baik, Allah akan memberi pahala bagi mereka yang paling baik karena mempergunakan benda hiasan bumi itu sesuai dengan petunjuk Tuhan untuk kemanusiaan. Tetapi jika mereka mempergunakan benda-benda hiasan bumi ini untuk tidak mengikuti petunjuk-Nya, maka Allah swt kelak menjadikan bumi ini datar dan tandus. Setiap manusia akan diberi ganjaran terhadap perbuatannya yang durhaka.

Dengan ayat ini Nabi Muhammad saw menjadi terhibur. Bagi Rasul saw sudah jelas, jalan yang ditempuh oleh masing-masing golongan manusia, baik yang beriman kepada Al-Qur'an dan maupun yang berpaling dari-Nya.

Berbahagialah mereka yang lulus dalam ujian Tuhan itu dan sengsaralah mereka yang gagal. Tugas Rasul saw hanyalah menyampaikan petunjuk-

petunjuk Allah swt. Apakah manusia beriman kepada petunjuk-petunjuk itu ataukah berpaling dari-Nya, Allahlah yang menentukannya.

#### Kesimpulan

- Dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang bertentangan isinya, bahkan ayat yang satu memperkuat ayat yang lain. Tidak ada di dalamnya peraturan-peraturan yang memberatkan umat, dan tidak pula yang meremehkan mereka.
- Kepercayaan bahwa Allah punya anak tidak didasarkan atas pengetahuan dan keyakinan, tapi atas dasar taklid buta kepada leluhur, baik kepercayaan demikian itu dari kaum musyrikin Arab, Yahudi, maupun Nasrani.
- 3. Nabi Muhammad saw dilarang bersedih hati terhadap perlawanan kaumnya, karena hal itu dapat merusak kesehatan jasmaninya.
- 4. Benda-benda seperti minyak bumi, hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis yang diciptakan Allah swt untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang paling banyak melakukan amal kebajikan.
- 5. Bumi yang dihiasi dengan berbagai benda sebagai sumber daya alam yang menakjubkan dan dibanggakan oleh banyak orang akan menjadi tandus dan kering jika tidak dikelola dengan baik.

#### KISAH A¢¦ 2BUL KAHF

Terjemah

<sup>(9)</sup> Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, dan (yang mempunyai) raqim itu, termasuk tanda-tanda (kebesaran) Kami yang menakjubkan? (10) (Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." (11) Maka Kami tutup telinga mereka di dalam gua itu, selama beberapa tahun. (12) Kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami

mengetahui manakah di antara ke dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal (dalam gua itu). (13) Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka. (14) Dan Kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami tidak menyeru tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran." (15) Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan tuhan-tuhan (untuk disembah) selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas (tentang kepercayaan mereka)? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadaadakan kebohongan terhadap Allah? (16) Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. (17) Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam (gua) itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa disesatkan-Nya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. (18) Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur; dan Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentu kamu akan berpaling melarikan (diri) dari mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

### (al-Kahf/18: 9) الرَّقيْم Kosakata: Ar-Raq³m الرَّقيْم

 yang mengikuti para pemuda tersebut, anjing itu mati dan menjadi tulang belulang yang berserakan, tidak seperti para pemuda yang diikutinya yang tidur 300 tahun lebih.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan kebenaran Al-Qur'an, penolakan terhadap paham tentang adanya anak Tuhan, dan menjelaskan pula penciptaan benda-benda di bumi untuk menunjukkan kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an serta kekuasaan-Nya, maka kisah As¥±bul Kahf yang lengkap dalam ayat-ayat ini lebih memperkuat kebenaran Al-Qur'an dan kekuasaan Allah. Kisah ini merupakan mukjizat Al-Qur'an karena Nabi belum mengetahui kisah ini sebelumnya.

#### Sabab Nuzul

Menurut riwayat Muhammad bin Ishaq tentang sebab turunnya Surah al-Kahf ini bahwa orang Quraisy mengutus an-Na«ar bin Hari£ dan Uqbah bin Abi Mu'ai kepada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Tujuannya adalah menanyakan tentang Muhammad saw dengan menerangkan sifat-sifat dan isi dakwahnya kepada mereka. Menurut mereka, orang Yahudi banyak mengetahui tentang nabi-nabi. Berangkatlah kedua orang Quraisy itu ke Madinah.

Setibanya di Madinah, keduanya berkata kepada pemuka-pemuka Yahudi, "Tuan-tuan adalah ahli Taurat. Kami datang kepada tuan-tuan untuk meminta keterangan tentang Muhammad."

Pendeta-pendeta Yahudi itu menjawab, "Tanyakanlah kepadanya tiga perkara. Bilamana dia dapat menjawab, maka dia adalah seorang rasul. Jika tidak dapat menjawabnya, maka dia adalah seorang laki-laki pendusta, maka hati-hatilah kamu. *Pertama*, tanyakanlah kepadanya tentang beberapa orang pemuda pada masa dahulu. Mereka itu punya kisah yang sangat menarik. *Kedua*, tanyakan kepadanya tentang seorang laki-laki pengembara yang telah sampai ke negeri timur dan barat. *Ketiga*, tanyakan kepadanya tentang roh. Jika dia tidak dapat menjelaskannya kepadamu maka dia adalah seorang laki-laki pendusta.

Kemudian an-Na«ar dan Uqbah kembali ke Mekah. Ketika bertemu dengan orang-orang Quraisy, keduanya melaporkan bahwa mereka telah membawa penjelasan untuk mengetahui kebenaran kenabian Muhammad, yaitu dengan cara mengajukan tiga pertanyaan sebagaimana diperintahkan oleh para pendeta Yahudi itu. Lalu mereka menemui Muhammad saw dan menyampaikan ketiga soal itu. Nabi menjawab, "Akan aku jawab apa yang kamu tanyakan besok pagi." Ketika menjawab ini, Nabi tidak menambahkan kata-kata "insya Allah". Kaum Quraisy itu pun kembali.

Rasulullah menunggu selama lima belas hari, namun Allah belum juga menurunkan wahyu untuk menjawab ketiga soal itu. Penduduk Mekah mulai menyebarkan berita-berita yang menyangsikan kenabian Muhammad.

Mereka mengatakan, "Muhammad menjanjikan jawabannya besok pagi. Sampai hari ini sudah lima belas hari lamanya kita menunggu akan tetapi belum juga ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita." Rasul bersedih hati karena terputusnya wahyu dan pembicaraan orang-orang Mekah yang menjelekkannya itu. Tetapi kemudian Jibril a.s. datang untuk mewahyukan Surah al-Kahf yang berisikan teguran kepada sikap Rasul yang bersedih hati, dan memuat pula jawaban yang mereka tanyakan tentang kisah pemudapemuda yang beriman dan laki-laki pengembara serta firman Allah swt:

Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, "Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit." (al-Isr±'/17: 85)

#### Tafsir

(9) Allah menerangkan bahwa apakah Nabi Muhammad mengira bahwa kisah  $A_i$ ¥±bul Kahf beserta  $raq^3m$  (batu tertulis) sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab lama adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan.

Memang jika dilihat, peristiwa A<sub>i</sub>¥±bul Kahf berlawanan dengan hukum alam. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan berbagai kejadian pada tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan segala mineral yang merupakan perhiasan di atas bumi ini, maka kejadian ini memang menakjubkan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Namun demikian, peristiwa A¡¥±bul Kahf itu bukan satu-satunya tanda kekuasaan Allah, tetapi hanya sebagian kecil dari bukti keagungan-Nya. Sekiranya para ulama agama lain merasa kagum dan terpesona oleh peristiwa tersebut, maka Rasulullah dan umatnya seharusnya lebih terpesona lagi oleh berbagai fenomena alam semesta dengan segala keajaibannya. Kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam, peredaran matahari, bulan, planet, dan bintang-bintang atau bagaimana Allah menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah mati, semua itu merupakan bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah. Dia berbuat menurut kehendak-Nya, tidak seorang pun yang menolak ketetapan-Nya. Oleh karena itu, Al-Qur'an selalu mengajak manusia untuk menyelidiki rahasia alam semesta ini.

Menurut riwayat Israiliyat, orang-orang Nasrani telah banyak melakukan kesalahan. Raja-raja mereka berlaku aniaya sampai menyembah berhala, bahkan memaksa rakyatnya untuk juga menyembahnya. Seorang raja mereka yang bernama Decyanus mengeluarkan perintah keras kepada rakyatnya untuk menyembah berhala-berhala itu dan menyiksa siapa yang menentangnya. Beberapa orang pemuda dari kalangan bangsawan dipaksanya turut menyembah berhala-berhala itu, bahkan diancam akan dibunuh jika berani menolak perintah itu. Namun mereka menolaknya dan tetap bertahan dalam

agama mereka. Lalu Decyanus melucuti pakaian dan perhiasan mereka. Karena masih sayang kepada remaja-remaja itu, raja membiarkan mereka hidup dengan harapan agar mau mengikuti perintahnya nanti. Raja itu juga pergi ke negeri-negeri lain untuk memaksa penduduknya menyembah berhala dan siapa yang menolak perintahnya dibunuh.

Pemuda-pemuda itu kemudian pergi ke sebuah gua, yang terletak di sebuah gunung yang disebut Tikhayus, dekat kota mereka, Afasus. Di gua itu mereka beribadah menyembah Allah. Sekiranya diserang oleh raja Decyanus dan dibunuh, maka mereka mati dalam ketaatan. Jumlah mereka tujuh orang. Di tengah perjalanan ke gua, mereka bertemu seorang penggembala dengan seekor anjingnya yang kemudian ikut bersama mereka. Di gua itulah mereka tekun menyembah Allah. Di antara mereka ada seorang yang bernama Tamlikha. Dia bertugas membeli makanan dan minuman untuk teman-temannya dan menyampaikan kabar bahwa Decyanus masih mencari mereka. Setelah kembali dari perjalanannya, raja itu segera mencari ahli-ahli ibadah kepada Allah untuk dibunuh, kecuali bila mereka mau menyembah berhala. Berita ini terdengar oleh Tamlikha ketika dia sedang berbelanja lalu disampaikan kepada teman-temannya. Mereka menangis. Allah swt kemudian menutup pendengaran mereka sehingga mereka tertidur.

Sementara itu, Decyanus teringat kembali kepada para pemuda di atas, lalu memaksa orang-orang tua mereka untuk mendatangkannya. Para orang tua itu akhirnya menunjukkan gua tempat mereka beribadah. Decyanus segera pergi ke sana dan menutup mulut gua itu agar mereka mati di dalamnya. Dalam staf pengiring raja, ada dua orang laki-laki yang tetap menyembunyikan imannya, namanya Petrus dan Runas. Kisah para pemuda yang beriman dalam gua itu diabadikan dengan tulisan di atas dua keping batu yang lalu disimpan dalam peti dari tembaga. Peti itu ditanamkan ke dalam bangunan supaya di kemudian hari menjadi teladan dan peringatan bagi umat manusia.

Waktu berjalan terus, zaman silih berganti, raja Decyanus sudah dilupakan orang. Seorang raja saleh yang juga bernama Petrus memerintah negeri itu selama 68 tahun. Pada masa pemerintahannya, terjadi pertikaian pendapat di kalangan rakyat tentang hari kiamat sehingga mereka terbagi ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang percaya dan yang mengingkarinya. Raja sangat bersedih hati karena persoalan ini. Dia berdoa kepada Tuhan agar Dia memperlihatkan kepada rakyatnya tanda-tanda yang meyakinkan mereka bahwa kiamat itu pasti terjadi.

Sementara itu, seorang pengembala kambing bernama Ulyas bermaksud membangun kandang untuk kambingnya di gua tempat para pemuda tadi. Lalu dipecahkannya tutup yang menutup pintu gua itu. Seketika itu juga, pemuda-pemuda yang beriman itu terbangun serentak dari tidurnya. Mereka duduk dengan wajah berseri-seri lalu mereka salat. Berkatalah mereka satu sama lain, "Berapa lama kalian tidur?" Dijawab oleh yang lain, "Sehari atau setengah hari." Yang lain mengatakan, "Tuhan lebih mengetahui berapa

lama kalian tidur. Cobalah salah seorang dari kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak ini dan membeli makanan yang baik dan menghidang-kannya kepada kita."

Maka Tamlikha berangkat, sebagaimana biasanya sejak dahulu, untuk berbelanja secara sembunyi-sembunyi karena takut terhadap raja Decyanus. Sewaktu dia berjalan, terdengar olehnya orang-orang menyeru Isa al-Masih di segala penjuru kota. Dia berkata dalam hati, "Alangkah anehnya, mengapa orang mukmin itu tidak dibunuh oleh Decyanus?" Dia masih merasa heran, "Barangkali aku bermimpi atau kota ini bukan kotaku dahulu," katanya dalam hati. Lalu dia bertanya kepada seorang laki-laki tentang nama kota itu. Lelaki menjawab, "Ini kota Afasus."

Pada akhir perjalanan, dia datang kepada seorang laki-laki dan memberikan uang logam untuk membeli makanan. Laki-laki itu kaget setelah melihat uang logam tersebut karena belum pernah melihatnya. Dia membolak-balik uang logam itu kemudian diperlihatkannya kepada kawankawannya. Mereka merasa heran dan berkata, "Apakah uang ini dari harta yang kamu temukan tersimpan dalam tanah? Uang logam ini dari zaman raja Decyanus, satu zaman yang sudah lewat berabad-abad lamanya." Kemudian Tamlikha dibawa ke hadapan dua orang hakim di kota itu. Mulanya Tamlikha mengira dia akan dibawa kepada raja Decyanus sehingga ia menangis. Tetapi setelah mengetahui raja telah berganti, lenyaplah kesedihannya. Kedua hakim kota itu. Areus dan Tanteus, bertanya kepada Tamlikha, "Di manakah harta terpendam yang kamu temukan itu, wahai anak muda?" Sesudah terjadi pembicaraan antara mereka, maka Tamlikha menceritakan kisah para pemuda itu dengan raja Decyanus, dan dia mengajak kedua hakim itu pergi menengok ke gua untuk membuktikan kebenaran kisahnya. Lalu keduanya pergi bersama-sama Tamlikha, hingga sampai ke pintu gua itu, dan mereka mendengarkan semua kisah tentang penghuni gua itu dari Tamlikha. Kedua hakim tersebut merasa heran setelah mengetahui bahwa mereka tidur dalam gua itu selama 309 tahun. Mereka dibangunkan dari tidur untuk menjadi tanda kekuasaan Tuhan kepada manusia. Kemudian Areus masuk dan melihat sebuah peti dari tembaga, tertutup dengan segel. Di dalamnya terdapat dua batu bertulis yang menceritakan kisah pemuda itu, sejak mereka melarikan diri dari kerajaan Decyanus demi memelihara akidah dan agama mereka, sampai kemudian Decyanus menutup pintu qua itu dengan batu.

Setelah Areus dan kawan-kawannya membaca kisah ini, mereka bersyukur dan langsung sujud kepada Allah dan mereka segera mengirim utusan kepada raja Petrus agar cepat-cepat datang untuk menyaksikan tanda kekuasaan Allah yang ada pada pemuda-pemuda yang dibangkitkan sesudah tertidur 300 tahun. Raja kemudian berangkat beserta rombongan pengawal dan penduduk negerinya menuju negeri Afasus. Hari ini merupakan hari penetapan keputusan tentang hari kebangkitan, hari yang yang tak terlupakan.

Ketika raja melihat pemuda-pemuda itu, dia langsung sujud kepada Allah, memeluk pemuda-pemuda itu, lalu menangis. Pemuda-pemuda itu terus memuji Tuhan. Mereka berkata kepada raja, "Wahai Raja, selamat tinggal, semoga Allah melindungi kamu dari kejahatan manusia dan jin." Lalu mereka kembali ke pembaringan dan ketika itu Allah swt mencabut rohnya. Untuk memberikan penghormatan kepada arwah para hamba Allah suci ini, raja memerintahkan agar masing-masing mereka dibuatkan peti jenazah dari emas. Tetapi pada malam harinya raja bermimpi melihat mereka, dan berpesan kepadanya:, "Biarkanlah kami sebagaimana adanya dalam gua ini, kami tidur di atas tanah sampai hari kiamat datang." Oleh karenanya, raja memerintahkan agar jenazah-jenazah itu dihamparkan di dalam sebuah peti kayu dan melarang setiap orang untuk masuk ke dalam gua itu. Raja memerintahkan pula agar di pintu gua dibangun tempat ibadah, dan hari wafatnya dijadikan hari besar.

Orang-orang Nasrani menjadikan kisah ini sebagai bukti kekuasaan Allah untuk menunjukkan adanya hari kiamat. Tetapi Al-Qur'an menjelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah untuk mengadakan hari kebangkitan dan mengembalikan roh kepada jasadnya sesudah mati bukanlah terbatas pada kisah itu saja. Ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan-Nya untuk menunjukkan adanya hari kiamat, tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, perhatikanlah alam semesta ini dengan segala isinya.

(10) Dalam ayat ini, Allah swt mulai menguraikan kisah A¡¥±bul Kahf kepada Rasul saw. Allah swt mengingatkan kepada Rasul-Nya bahwa ketika zaman dahulu beberapa pemuda keturunan bangsawan di suatu negeri, karena takut penganiayaan rajanya, pergi mencari perlindungan ke dalam gua pada sebuah gunung. Di dalam gua inilah mereka membulatkan tekadnya, menghabiskan masa remajanya untuk mengabdi kepada Allah swt.

Mereka berdoa kepada Allah semoga dilimpahi rahmat dari sisi-Nya. Mereka mengharapkan pengampunan, ketenteraman, dan rezeki dari Allah sebagai anugerah yang besar atas diri mereka. Selain itu, mereka juga memohon agar Allah memudahkan bagi mereka jalan yang benar untuk menghindari godaan dan kezaliman orang-orang kafir dan memperoleh ketabahan dalam menaati Tuhan sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sungguh Allah telah menolong mereka. Ketika raja kafir itu berhasil menemukan jejak mereka pada pintu gua itu, lalu masuk ke dalamnya, maka Allah swt menutup penglihatan mereka sehingga tidak dapat melihat para pemuda tersebut. Oleh karena itu, akhirnya raja memutuskan menutup pintu gua dengan perkiraan bahwa mereka akan mati kelaparan dan kehausan.

(11) Allah mengabulkan doa para pemuda itu dengan menutup penglihatan dan pendengaran mereka, hingga mereka tidur nyenyak dan tidak ada suara yang akan membangunkan mereka dari tidur di dalam gua itu selama ratusan tahun. Sangat besar rahmat Allah yang diberikan kepada mereka. Tidak mudah bagi seseorang untuk tidur, di waktu jiwanya sedang gelisah dan takut. Dengan tidur, seseorang mendapatkan ketenteraman hati.

Dalam ayat ini dikatakan "menutup telinga" karena telinga itulah tempat masuknya suara yang menjadi sebab bangunnya seseorang dari tidur. Seseorang dapat dikatakan tidur, bilamana telinganya tidak mendengar sesuatu lagi.

(12) Ayat ini menerangkan bahwa sesudah para pemuda itu tidur dalam gua selama 300 tahun, Allah lalu membangunkan mereka. Pendengaran mereka dipulihkan kembali oleh Allah swt. Ketika seorang penggembala kambing menggempur dinding batu yang menutup mulut gua itu, suara reruntuhan membuat mereka terbangun dari tidur yang panjang. Ayat ini memberitahukan bahwa Allah mengetahui yang mana di antara dua golongan yang berselisih itu yang dapat menghitung dengan tepat berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.

Tetapi akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidaklah mengetahui secara pasti berapa lama para pemuda itu tinggal dalam gua. Lalu mereka mengakui bahwa Allah yang memelihara tubuh mereka sehingga tidak hancur, dan bertambah yakin akan kesempurnaan kekuasaan Allah serta ilmu-Nya. Oleh karena itu, dengan peristiwa yang dialami, mereka dapat merenungkan perkara hari kiamat. Bagi orang-orang yang beriman pada zaman itu, peristiwa tersebut menambah keteguhan iman mereka, sedang bagi orang kafir peristiwa itu menjadi bukti nyata bagi kekuasaan Allah.

Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menjelaskan maksud kata "dua golongan" dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua golongan itu ialah golongan pertama adalah para pemuda penghuni gua itu, dan golongan kedua adalah penduduk kota yang mengetahui sejarah menghilangnya pemuda-pemuda itu.

Pendapat lain mengatakan bahwa kedua golongan yang berselisih pendapat itu ialah para pemuda penghuni gua dan raja-raja yang memerintah silih berganti di negeri Afasus.

Pendapat yang mendekati kebenaran ialah yang berpendapat bahwa kedua golongan itu adalah para pemuda penghuni gua itu sendiri. Setelah bangun dari tidur, mereka saling bertanya satu sama lain. Sebagian mengatakan, "Kita tinggal dalam gua ini sehari atau setengah hari." Sebagian yang lain mengatakan, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lamanya kamu tinggal dalam gua ini."

(13) Dalam ayat ini, Allah mulai menguraikan kisah A¡¥±bul Kahf, yang pada ayat-ayat sebelumnya telah disampaikan secara global. Allah mengatakan kepada Rasul saw bahwa kisah yang disampaikan ini mengandung kebenaran. Maksudnya diceritakan menurut kejadian, tidak seperti yang dikenal oleh bangsa Arab. Mereka telah mengenal kisah pemuda-pemuda penghuni gua ini, akan tetapi dalam bentuk yang berbeda. Umayyah bin Abi Salt, seorang penyair Arab zaman permulaan Islam dari Bani Umayyah (w. 9 H), pernah dalam sebuah baitnya menyebut gua ini, yang menunjukkan bahwa bangsa Arab telah mengenal kisah ini. Baitnya berbunyi:

Tidak ada di situ kecuali ar-Raqim (batu bertulis) yang berada di dekatnya serta anjingnya. Sedang kaum itu tidur dalam gua.

Kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya para penghuni gua itu adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa dengan penuh keyakinan. Meskipun masyarakat mereka menganut agama syirik, tetapi mereka dapat mempertahankan keimanan mereka dari pengaruh kemusyrikan. Memang para pemuda pada umumnya mempunyai sifat mudah menerima kebenaran, mereka lebih cepat menerima petunjuk ke jalan yang benar dibandingkan dengan orang-orang tua yang sudah tenggelam dalam ajaran-ajaran yang batil. Oleh karena itu, dalam sejarah, terutama sejarah perkembangan Islam, para pemuda yang lebih banyak pertama kali menerima ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Adapun orang tua, seperti tokoh-tokoh Quraisy, tetap mempertahankan ajaran agama yang salah, sedikit sekali di antara mereka yang menerima ajaran Islam.

(14) Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah swt meneguhkan hati para pemuda itu dengan kekuatan iman, membulatkan tekad mereka kepada agama tauhid, dan memberikan keberanian untuk mengatakan kebenaran agama itu di hadapan raja Decyanus yang kafir dan sewenang-wenang. Ketika raja itu mencela dan memaksa mereka untuk menyembah berhala, mereka dengan lantang berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia." Dalam pernyataan mereka ini, terkandung dua pengakuan tentang kekuasaan Tuhan. *Pertama*, pengakuan mereka tentang keesaan Tuhan dalam memelihara dan menciptakan alam semesta ini. *Kedua*, pengakuan mereka tentang keesaan Tuhan dan hak-Nya untuk disembah oleh makhluk. Orangorang musyrik mengakui keesaan Tuhan dalam menciptakan dan memelihara alam semesta ini, sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

# وَلَيِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّلْوِي وَأَلاَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللهُ فَانَى يُؤَفَّكُونَ

Dan jika engkau bertanya kepada mereka, "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" Pasti mereka akan menjawab, "Allah." Maka mengapa mereka bisa dipalingkan (dari kebenaran). (al-'Ankabut/29: 61)

Namun demikian, orang musyrikin tidak mengakui keesaan Tuhan dan hak-Nya untuk disembah oleh para hamba-Nya. Mereka menyembah berhala sebagai sekutu Tuhan yang akan mendekatkan mereka kepada-Nya, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah swt:

## مَانَعَ بُدُهُمُ إِلَّالِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ۗ

...Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." (az-Zumar/39: 3)

Sesudah para pemuda itu menyatakan pengakuan mereka tentang keesaan Tuhan, lalu mereka memberikan alasan penolakan terhadap penyembahan berhala-berhala sebagaimana yang dikehendaki oleh raja Decyanus. Mereka menyatakan bahwa jika mereka menyembah dan berdoa kepada selain Allah, itu berarti mengerjakan sesuatu yang jauh dari kebenaran.

(15) Dalam ayat ini, Allah swt menceritakan percakapan di antara para pemuda itu. Mereka mengatakan bahwa kaumnya yang berada di bawah kekuasaan Decyanus, meskipun lebih tua dan memiliki banyak pengalaman, namun menyekutukan Tuhan tanpa mempergunakan akal pikiran. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang benar, atau bukti yang kuat dan jelas untuk memperkuat kebenaran yang mereka katakan dan percayai. Pemuda-pemuda itu menyatakan bahwa kaum mereka seharusnya berbuat seperti yang mereka lakukan, yaitu menunjukkan bukti-bukti kebenaran agama yang mereka anut.

Anak-anak muda itu juga menyatakan bahwa tidak ada kezaliman yang lebih besar kecuali kezaliman orang yang berbuat dusta terhadap Allah, seperti mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai sekutu. Kaum mereka telah mempersamakan martabat berhala-berhala dengan martabat Tuhan yang tinggi, tetapi mereka tidak dapat memberikan alasan yang benar, padahal agama seharusnya berdasarkan kepercayaan atau alasan yang benar. Mereka mengada-adakan nama-nama untuk sebutan Tuhan dengan hanya menuruti hawa nafsu mereka.

Firman Allah swt:

# ٳڹٝۿؚۑؘٳڵۜؖٲڞۜٙٲڲٛۺۜێؿؙٮؙۅۘ۠ۿۜٲٲؿؙؿؙۄٞۅؘٲؠۜٵٚۊؙٛڲؙۯ؆ٞٲؽؙۯڶٲڷڎڹۣؠٵڡؚڹ۫ۺؙڶڟڹۣؖٳڹٛێؘؾٞ۫ؽؚٷۯڹٳڵۘٵڶڟۜڹۜ ۅؘمَاتَه۫ۅؘيٵڵٳؘن۫فؙڛٛٞۅؘڶقَدْجَڵٙۼۿؠؙڡؚؚڹ۫ڗؘؠٞؠؗ؋ڶۿؙڶؽؖ

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun untuk (menyembah)-nya. Mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. (an-Najm/53: 23)

Nama-nama yang diberikan kepada sekutu-sekutu Allah itu bermacam-macam seperti al-L±ta, al-Man±t, al-Uzz±, yaitu nama-nama untuk berhala-berhala yang diberikan oleh orang-orang Arab Jahiliah.

(16) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa percakapan di antara mereka terus berlanjut, sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, "Bilamana kamu menjauhkan diri dari kaum dan kampung halamanmu lahir dan batin, menolak untuk mengikuti adat-istiadat mereka, dan tidak mau menyembah selain Allah, sehingga menimbulkan kemarahan mereka terhadap kamu, maka seharusnya kamu mencari tempat berlindung seperti gua."

"Di tempat tersebut kamu dapat melakukan ibadah dengan tekun dan khusyuk serta terhindar dari gangguan kaummu. Bilamana kamu sudah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, serta pemeliharaan-Nya, maka Dia tentu akan mencurahkan rahmat-Nya kepadamu. Kamu tidak akan mati kelaparan atau kehausan dalam gua itu. Allah swt akan memberi jalan keluar kepadamu dalam mengatasi kesukaran makan dan minum ataupun lainnya. Allah akan melapangkan jalan beribadah dengan sempurna kepada-Nya sehingga kamu bisa merasakan kelezatan ibadah yang melebihi kelezatan lainnya." Demikian isi percakapan mereka. Apa yang mereka ucapkan itu lahir dari keyakinan dan harapan mereka akan anugerah Allah dan berkat kepasrahan dan keimanan mereka yang sempurna kepada-Nya. Allah swt telah menggerakkan hati para pemuda itu untuk menjadi orang-orang yang saleh, penghuni gua. Kisah mereka akhirnya selalu dikenang dalam sejarah umat beragama. Demikian sifat para pemuda itu, selamanya hati mereka lebih suci dan lebih cinta kepada kebenaran, yaitu sifat yang amat baik yang diperlukan bagi seseorang pemimpin.

Ibnu 'Abb±s berkata:

Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia seorang pemuda, dan tiada diberikan ilmu kepada seorang alim, kecuali dia pemuda.

Kemudian beliau membaca potongan ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

Mereka (yang lain) berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela (berhala-berhala ini), namanya Ibrahim." (al-Anbiy±'/21: 60)

Dan firman Allah swt:

Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada pembantunya. (al-Kahf/18: 60)

Dan firman Allah swt:

Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka. (al-Kahf/18: 13)

Ayat ini menunjukkan ketabahan hidup para pemuda A¡¥±bul Kahf ketika menyepi di dalam gua karena menyembunyikan agamanya. Al-Gazali, dalam kitabnya *Ihy±' 'Ulumudd³n*, menolak menggunakan ayat ini untuk dijadikan dalil bagi keutamaan hidup uzlah. Beliau berkata, "A¡¥±bul Kahf tidak mengasingkan diri mereka sendiri antara satu dengan yang lain. seluruhnya adalah orang-orang yang beriman. mengasingkan diri dari orang-orang kafir." Jadi wajarlah kalau mereka beruzlah agar terpelihara dari penyiksaan orang-orang kafir dan raja yang hendak membunuh mereka. Hidup menyepi dalam arti mengasingkan diri dari kejahatan dan kebatilan yang tidak dapat diperbaiki atau mereka tidak sanggup memperbaikinya, maka *uzlah* semacam ini dibenarkan. As-Suyuti dalam kitabnya *Al-Iklil* berpendapat bahwa dari ayat ini dapat dipahami bahwa *uzlah*, mengasingkan diri, lari dari kezaliman, dan tinggal dalam gua disyariatkan ketika situasi beragama tidak kondusif atau rusak. Pendapat beliau ini perlu penjelasan karena masih kabur. Zaman manakah yang bersih dari kerusakan? Sebenarnya yang dapat dipahami dari ayat ini ialah para pemuda itu mengasingkan diri karena adanya pemerkosaan terhadap hak hidup beragama.

Hidup *uzlah* karena frustasi dan keputusasaan dalam menghadapi kenyataan hidup tidak dibenarkan oleh agama. Untuk memahami ayat ini, harus diperhatikan suasana di kala terjadinya peristiwa *uzlah*-nya pemuda itu. Mereka menyepi dengan melarikan diri ke dalam gua karena akan dibunuh oleh raja yang sewenang-wenang. Suasana saat itu juga tidak mendukung untuk berjuang melawan kesewenang-wenangan raja, dan memperlihatkan keimanan mereka.

Di masa permulaan Islam, Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya berhijrah ke negeri Habsyah, kemudian ke Madinah, dan beliau sendiri lalu juga hijrah ke sana disebabkan oleh keganasan kaum musyrikin Quraisy, sedang kaum Muslimin tidak dapat berbuat apa-apa menghadapinya, karena masih lemah. Bahkan, bagi Nabi saw khususnya, mereka telah bersiap untuk membunuhnya. Mereka mengepung rumah Nabi di malam hari untuk melaksanakan rencana pembunuhan itu.

Karena kaum musyrikin telah mengadakan persekongkolan untuk membunuh Nabi, maka Allah memerintahkan agar Nabi hijrah. Atas dasar perintah itulah, Nabi hijrah. Jadi, bukan karena lari dari medan peperangan, menyendiri atau *uzlah*, dan sebagainya. Hidup *uzlah* dalam arti mengasingkan diri dari kemewahan hidup dan perbudakan harta dan hawa nafsu, lalu hidup sederhana di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang diperlihatkan sahabat Nabi Abµ <sup>a</sup>±r Al-Gifar³, tidak tercela, bahkan dibenarkan oleh agama Islam. Ibnu Kaf³r berkata, "Abµ <sup>a</sup>±r berpendapat bahwa tidaklah patut seorang muslim memiliki harta melebihi dari

persediaan makanannya sehari semalam, atau dari sesuatu yang dipergunakannya untuk berperang, atau dari suatu yang disediakan untuk tamu. Beliau berpegang kepada §ahir ayat:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (at-Taubah/9: 34)

Abµ <sup>a</sup>±r hidup dalam kesederhanaan karena tidak mau terlibat dalam kehidupan mewah yang mulai merebak pada zaman khalifah Usman r.a. Demikian contoh kehidupan uzlah yang terdapat di kalangan sahabat Rasulullah saw".

(17) Sesudah para pemuda itu berbincang-bincang tentang kaumnya serta diri sendiri, mereka memutuskan untuk *uzlah* ke dalam gua di sebuah gunung yang mereka sepakati. Dalam ayat ini, Allah menerangkan keadaan tempat perlindungan mereka itu. Pintu gua tersebut menghadap ke utara. Di pagi hari matahari terbit dari arah timur dan di sore hari matahari condong ke barat menyilang pintu gua itu. Dengan demikian, cahaya matahari hanya mengenai langsung pintu gua dari samping kiri dan kanan. Penghunipenghuni qua itu sendiri tidak terkena sinar matahari meskipun mereka berada di tempat yang luas. Ruangan gua itu mendapat cahaya matahari yang membias dari mulut gua. Maka ruangan itu tidaklah gelap dan selalu memperoleh udara yang sejuk. Mengenai di mana lokasi gua ini, para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa gua itu di daerah dekat Aela (Yerusalem) di Palestina. Ibnu Ishak mengatakan di Nainawa, yaitu suatu kota lama di daerah Mousul. Ada pula yang mengatakan di negeri Romawi. Dalam keterangan di atas disebutkan bahwa kisah-kisah ini terjadi di kota Ephesus, berdasarkan riwayat dari bangsa Arab. Akan tetapi, sampai sekarang tidak terdapat bukti yang kuat di mana sebenarnya tempat gua itu. Sekiranya ada faedahnya, tentu Rasul saw akan memberitahu kita dimana tempat itu.

Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada para hamba-Nya yang beriman. Segala peristiwa yang dialami oleh para pemuda itu, sejak mereka memperoleh hidayah ke jalan tauhid, bermusuhan dengan kaumnya dan keluarganya tanpa mengindahkan kepentingan pribadi, padahal mereka masih muda, kemudian mereka memilih dengan tepat sebuah gua yang sehat untuk tempat tinggal, selanjutnya mereka terbangun kembali sesudah 300 tahun lebih lamanya berada dalam keadaan tertidur di dalam gua itu, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat dalam alam ini. Tetapi semua tanda-tanda itu hanya dapat dihayati oleh mereka

yang diberi taufik oleh Allah swt untuk menerima petunjuk kepada jalan kebenaran seperti pemuda-pemuda penghuni gua itu. Merekalah orang-orang yang memperoleh petunjuk dan dengan tepat memilih jalan kebenaran, sehingga mereka berbahagia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Mereka telah mencapai dan menghayati segala rahmat dan pertolongan Allah swt yang sebelumnya selalu mereka harap-harapkan.

Berbeda halnya dengan mereka ialah orang-orang yang tidak memperoleh petunjuk. Mereka ini adalah orang-orang yang sesat karena salah memilih jalan yang harus ditempuh. Kecondongan kepada nafsu duniawi menyebabkan mereka salah dalam memilih jalan kebenaran. Mereka terjerumus ke dalam kesesatan jalan yang tidak membawa kebahagiaan. Allah menyesatkan mereka karena memang demikian keadaannya. Bagi mereka sangat sukar untuk menemukan pembimbing yang mengembalikan mereka ke jalan yang lurus dan melepaskan dari kesesatan, karena iman dan ingkar itu terletak pada kehendak Allah. Dia memberi taufik kepada hamba-Nya yang dikehendaki-Nya dan membiarkan orang yang dikehendaki-Nya dalam kesesatan.

(18) Setelah mendapat tempat yang aman dalam gua, mereka beribadah dengan tekun di dalamnya sampai Tuhan menutup pendengaran mereka, sehingga mereka tertidur. Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan keadaan mereka sewaktu tidur. Mereka tampaknya bangun, tetapi sebenarnya mereka tidur. Ibnu Ka£³r berkata, "Sebagian ahli ilmu menerangkan bahwa tatkala Allah menutup pendengaran mereka dengan jalan menidurkan mereka, mata mereka tidak tertutup rapat agar udara tetap bisa masuk. Karena mata mereka terbuka, mereka disangka tetap terjaga; seolah-olah mereka melihat siapa yang berdiri di hadapan mereka. Padahal mereka itu benar-benar tertidur, tetapi berbeda dengan tidur manusia biasa. Umumnya, pada waktu tidur biasa terdapat tanda-tanda istirahat dari organ-organ tubuh terutama pada mata dan wajah. Tidur para penghuni gua itu menyimpang dari sunatullah yang berlaku, karena Pencipta Alam berkehendak untuk memperlihatkan kekuasaan dan kedaulatan-Nya atas alam semesta ini kepada manusia yang ingkar.

Meskipun dalam keadaan tidur, mereka digerakkan Allah dengan membalikkan mereka ke kiri dan ke kanan, sebagaimana lazimnya orang hidup yang sedang tidur. Namun, hal itu tidak mengurangi keluarbiasaan peristiwa tidur itu sendiri. Berbalik mereka tidak dapat disamakan dengan berbalik seseorang yang tidur biasa supaya badan tetap terpelihara. Allah Mahakuasa memelihara badan mereka, walaupun mereka tidak membalik ke kiri dan ke kanan. Allah menggerakkan mereka pada waktu tertentu untuk menunjukkan adanya kehidupan dan membedakan mereka dari patung atau mummi yang merupakan benda mati. Walaupun misalnya mereka berbalik ke kiri dan ke kanan sekali dalam setahun, sudah cukup menunjukkan keajaiban yang luar biasa bagi orang-orang yang menyaksikan karena mereka tidur lebih dari tiga ratus tahun.

Pendapat ahli tafsir beragam dalam hal itu. Ada yang mengatakan enam bulan sekali mereka berbalik, ada yang mengatakan sekali setahun pada hari *Asyura*, ada pula yang mengatakan sembilan tahun, dan sebagainya. Perhitungan waktu itu tidak penting untuk diketahui. Anjing peliharaan mereka dalam keadaan membujurkan badan dengan kedua kaki depannya berada di dekat pintu gua. Suasana dalam gua itu sangat menyeramkan. Siapa saja yang ingin masuk hendak melihat keadaannya, mereka tentu akan merasa takut, dan melarikan diri. Tidak seorangpun yang berani masuk ke dalam gua itu. Tuhan menciptakan suasana seram dan menakutkan dalam gua itu, menurut Ibnu Ka£³r, agar jangan seorangpun yang mendekat dan menyentuh mereka sampai kelak datang ketentuan yang telah ditetapkan Allah swt. Sebab, peristiwa itu mengandung hikmah yang besar, dan alasan yang kuat bahwa janji Allah itu benar dan hari kiamat pasti datang.

#### Kesimpulan

- Nabi Muhammad saw dan umatnya hendaknya tidak menganggap kisah A¡¥±bul Kahf sebagai satu-satunya keajaiban yang membuktikan kekuasaan Tuhan untuk menunjukkan adanya hari kiamat Masih banyak bukti-bukti lain dalam alam semesta ini yang lebih mengagumkan.
- 2. Allah swt memperkenankan doa para pemuda bangsawan itu dengan meneguhkan iman mereka, memberi petunjuk, memelihara mereka dari kezaliman penguasa, dan memberi ketenteraman batin dan jasmani dengan menidurkan mereka.
- 3. Walaupun hidup di tengah-tengah lingkungan yang rusak moralnya, para pemuda bangsawan itu tetap selamat dari pengaruh buruknya, disebabkan iman mereka yang teguh.
- 4. Berkat hidayah Allah swt, mereka memilih dengan tepat gua untuk berlindung di mana persyaratan kesehatan dan keamanan cukup terpenuhi.
- 5. Tidur para penghuni gua itu tidak sama dengan tidur orang biasa. Keadaan tidur mereka di luar kebiasaan hukum alam.

#### A¢¦ 2BUL KAHF BANGUN DARI TIDUR

Terjemah

<sup>(19)</sup> Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa

lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun. (20) Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." (21) Dan demikian (pula) Kami perlihatkan (manusia) dengan mereka, agar mereka tahu, bahwa janji Allah benar, dan bahwa (kedatangan) hari Kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya." (22) Nanti (ada orang yang akan) mengatakan, "(Jumlah mereka) tiga (orang), yang ke empat adalah anjingnya," dan (yang lain) mengatakan, "(Jumlah mereka) lima (orang), yang ke enam adalah anjingnya," sebagai terkaan terhadap yang gaib; dan (yang lain lagi) mengatakan, "(Jumlah mereka) tujuh (orang), yang ke delapan adalah anjingnya." Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada yang mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit." Karena itu janganlah engkau (Muhammad) berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja dan jangan engkau menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada siapa pun. (23) Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi," (24) kecuali (dengan mengatakan), "Insya Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat (kebenarannya) daripada ini." (25) Dan mereka tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun. (26) Katakanlah, "Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di qua); milik-Nya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia; dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan."

#### (al-Kahf/18: 22) وَلْيَتَلَطَّفْ Asakata: Walyatala af

Walyatala af terbentuk dari akar kata la afa – yal afu - la fan yang berarti lemah lembut/ramah, atau suatu gerakan yang ringan dan halus tanpa diketahui oleh panca indera. Kemudian makna ini melebar menjadi suatu tingkah laku yang lemah lembut dan halus. Allah menamai diri-Nya dengan nama al-La fyang berarti Yang Mahalembut. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa para aj ¥±bul kahf menyarankan kepada temannya yang akan pergi ke

kota untuk berlaku *lemah lembut* ketika akan membeli kebutuhan mereka, begitu pula terhadap orang-orang yang ia temui baik dalam perjalanan atau pun ketika sudah masuk kawasan perkotaan. Hal ini dilakukan agar orang-orang tidak merasa curiga dengan kehadiran mereka. Ayat ini juga mengandung *ibrah* (pelajaran) bahwa seseorang yang pergi ke luar sebaiknya berperilaku sopan dan lemah lembut terhadap orang-orang yang ditemuinya.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menceritakan latar belakang kepergian para pemuda itu ke gua, menerangkan ketabahan dan keimanan mereka, menggambarkan keadaan gua tempat mereka mengasingkan diri sampai mereka tertidur dalam gua itu. Pada ayat-ayat ini, Allah kembali menceritakan kisah mereka secara terperinci mulai dari perdebatan seputar berapa lama mereka tinggal di gua sampai masyarakat menemukan mereka setelah terbangun dari tidur.

#### **Tafsir**

(19) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan tentang para pemuda A¡¥±bul Kahf ketika bangun dari tidur. Keadaan mereka, baik badan, kulit, rambut, maupun yang lainnya masih sama dengan waktu sebelum mereka tidur. Semuanya sehat dan semuanya masih utuh, bahkan pakaian yang melekat di badan mereka tetap utuh. Allah swt memperlihatkan kepada mereka keagungan, kebesaran, dan kekuasaan-Nya, serta keajaiban dan keluarbiasaan perbuatan-Nya terhadap makhluk-Nya. Oleh karena itu, iman mereka bertambah kuat untuk melepaskan diri dari penyembahan dewadewa, dan bertambah ikhlas hati mereka untuk semata-mata menyembah Allah Yang Maha Esa.

Setelah bangun dari tidur yang lama, mereka saling bertanya satu sama lain untuk mengetahui keadaan mereka. Salah seorang dari mereka berkata kepada kawan-kawannya, "Berapa lama kalian tinggal dalam gua ini?" Dia menyatakan ketidaktahuannya tentang keadaan dirinya sendiri selama tidur, lalu meminta kepada yang lainnya untuk memberikan keterangan. Kawankawannya menjawab, "Kita tinggal dalam gua ini sehari atau setengah hari." Yang menjawab itupun tidak dapat memastikan berapa lama mereka tinggal, sehari atau setengah hari, karena pengaruh tidur masih belum lenyap dari jiwa mereka. Mereka belum melihat tanda-tanda yang menunjukkan sudah berapa lama mereka berada di gua itu. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa waktu mereka datang memasuki gua itu dulu adalah pada pagi hari, kemudian waktu Tuhan membangunkan mereka dari tidur adalah pada sore hari. Karena itulah orang yang menjawab ini menyangka bahwa mereka berada di gua itu satu atau setengah hari. Kemudian kawan-kawannya yang lain berkata, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini." Perkataan pemuda yang terakhir ini sangat bijaksana untuk membantah pernyataan dan jawaban kawan-kawannya yang terdahulu. Pernyataan itu seakan-akan diilhami oleh Allah swt, atau didasarkan atas bukti-bukti nyata. Sesungguhnya masa yang panjang itu hanya dapat diketahui dan ditentukan secara pasti oleh Allah swt. Mereka akhirnya menyadari keterbatasan kemampuan mereka untuk mengetahui yang gaib.

Setelah sadar, barulah perhatian mereka beralih kepada kebutuhan yang pokok, yakni makan dan minum. Salah seorang di antara mereka disuruh pergi ke kota dengan membawa uang perak untuk membeli makanan. Menurut riwayat namanya Tamlikha. Sebelum membeli, ia diminta terlebih dahulu memperhatikan makanan itu, mana yang halal dan mana yang haram, serta mana yang baik dan mana yang kurang baik. Makanan yang halal dan baik itulah yang dibawa kembali ke tempat perlindungan mereka. Tamlikha diminta agar berhati-hati dalam perjalanan, baik sewaktu masuk ke kota maupun kembali dari kota, jangan sampai dia memberitahukan kepada seorang pun tentang keadaan dan tempat bersembunyi mereka.

Dari potongan ayat "fab'a $\xi\mu$  a $\xi$ adakum biwariqikum  $h_{\pm}$ ®ih(i)", yang artinya "(maka suruhlah) salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini", terdapat istimbat hukum yang berhubungan dengan wakalah (berwakil). Yakni seseorang dibolehkan menyerahkan kepada orang lain, sebagai ganti dirinya, urusan harta dan hak semasa hidupnya. Ibnu al-'Arab³ berpendapat bahwa ayat ini menjadi dasar paling kuat untuk wakalah (berwakil).

- (20) Kemudian para penghuni gua itu memperingatkan Tamlikha jika sampai penduduk kota itu, yang menurut perkiraannya masih orang-orang kafir, mengetahui tempat persembunyian mereka, mereka tentu akan dipaksa untuk mengikuti agama berhala. Jika mereka menolak, tentu akan dibunuh dengan lemparan batu, cara pembunuhan pada masa dahulu bagi mereka yang berani melawan kebijakan politik raja atau agama negara. Kota yang akan didatangi itu ialah kota Ephesus dan rajanya menurut persangkaan mereka masih Decyanus yang zalim itu. Padahal raja itu sudah tidak ada karena dia berkuasa pada tiga abad yang silam. Jika mereka dipaksa kembali untuk memeluk agama Decyanus itu, mereka tidak akan memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan untuk selama-lamanya, baik dalam kehidupan duniawi ataupun ukhrawi. Jiwa orang yang menganut suatu agama karena dipaksa, pada mulanya, akan menolak segala ketentuanketentuan dari agama itu. Akan tetapi, lama-kelamaan kemungkinan besar jiwanya tidak akan menolak dan seterusnya memandang baik agamanya yang baru itu. Jika terjadi hal yang demikian, dia akan sesat dan sengsara untuk selama-lamanya. Akan tetapi, bilamana seseorang dipaksa dengan ancaman untuk pindah kepada kekafiran, lalu dia menunjukkan kekafiran, tetapi batinnya tetap Islam, dan sampai akhir hayatnya tidak pernah memandang baik agama yang dipaksakan itu, maka dia tetap dalam Islam.
- (21) Dalam ayat ini, dijelaskan keadaan mereka selanjutnya. Setelah Tamlikha pergi ke kota untuk berbelanja dengan membawa uang perak dari

kawan-kawannya, ia melihat suasana kota Ephesus yang jauh berbeda dari apa yang diperkirakan. Saat datang ke kota itu, dia menemukan rakyatnya sudah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, di antara rakyatnya ada beriman penuh kepada kejadian hari kiamat, dan ada yang masih ragu. Ada yang mengatakan kiamat itu dengan roh saja, ada pula yang mengatakan kiamat itu dengan roh dan jasad.

Sebagaimana Allah membangkitkan A<sub>i</sub>¥±bul Kahf itu dari tidurnya, supaya saling bertanya satu sama lain tentang diri mereka, sehingga keimanan mereka bertambah sempurna, demikian pulalah Tuhan mempertemukan penduduk kota itu dengan A<sub>i</sub>¥±bul Kahf, ketika mereka berselisih tentang masalah hari kiamat. Dengan peristiwa A<sub>i</sub>¥±bul Kahf, perselisihan mereka akan lenyap dan keimanan mereka kepada kekuasaan Tuhan akan menjadi sempurna. Mereka yakin bahwa hari kiamat itu benarbenar akan terjadi dan manusia akan dibangkitkan dari kubur dengan tubuh dan rohnya, seperti kebangkitan A<sub>i</sub>¥±bul Kahf itu.

Menurut riwayat Israiliyat, pangkal pertemuan mereka dengan Tamlikha terjadi ketika dia mengeluarkan uang peraknya untuk membayar harga makanan yang dibelinya. Pada uang perak itu terdapat gambar raja Decyanus. Penjual bahan makanan itu menjadi heran dan kaget. Ia lalu membawa mata uang logam tersebut kepada pejabat di kota itu, Tamlikha ditanya dan diperiksa. Akhir dari pemeriksaan itu adalah pengakuan tamlikha mengenai siapa dirinya dan menunjukkan gua tempat mereka bersembunyi. Peristiwa ini menimbulkan kegemparan dalam masyarakat. Rakyat dan raja menyaksikan kejadian luar biasa yang membawa mereka kepada keyakinan akan terjadinya hari kebangkitan. Golongan yang sebelumnya ragu terhadap hari kiamat, dengan kesaksian mereka terhadap peristiwa ini, berubah menjadi beriman dengan iman yang sempurna bahwa Allah swt kuasa menghidupkan orang yang sudah mati, dan mengembalikan jasad mereka sebagaimana bentuk semula ketika roh itu meninggalkan jasad. Maka dalam ayat ini, Allah swt menyatakan bahwa dipertemukannya A<sub>i</sub>¥±bul Kahf dengan penduduk kota Ephesus itu supaya mereka mengetahui dengan yakin bahwa janji Allah itu benar dan kedatangan hari kiamat (hari kebangkitan) tidak diragukan lagi.

Setelah pertemuan antara raja dan pemuka masyarakat dengan A¡¥±bul Kahf itu berakhir, maka A¡¥±bul Kahf kembali ke tempat pembaringanya. Pada waktu itulah, Allah swt mencabut roh mereka untuk diangkat ke sisi-Nya. Kemudian raja dan para pemuka masyarakat itu mengadakan musyawarah. Sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, "Dirikanlah sebuah bangunan besar sebagai peringatan di dekat mulut gua itu." Orang yang berkuasa di antara mereka berkata, "Kami benar-benar akan membangun sebuah tempat ibadah di dekat mulut gua mereka." Kedua pihak ingin memuliakan A¡¥±bul Kahf itu, tetapi mereka berbeda pendapat tentang caranya. Satu pihak menghendaki mendirikan sebuah bangunan besar, sedang pihak yang lainnya ingin mendirikan sebuah masjid untuk tempat

beribadah bagi mereka. Tentang apakah penduduk Ephesus mendirikan sebuah bangunan untuk peringatan atau mereka mendirikan sebuah masjid untuk tempat beribadah di atas gua itu hanya Allah yang mengetahuinya.

Membangun masjid dekat kuburan tidak dilarang oleh agama. Tetapi agama sangat melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

Allah mengutuk orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka menjadi tempat ibadah". (Riwayat al-Bukh±r³ dari '²isyah dan 'Abdull±h bin 'Abb±s)

Islam sangat melarang umatnya menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah untuk memuliakan orang-orang yang dikubur itu. Bahkan sebagian ulama, seperti Ibnu Hajar dalam kitabnya az-Zawajir memandang perbuatan itu sebagai dosa besar, berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan. Dalam sejarah terbukti kuburan para nabi atau wali yang dibangun dalam tempat ibadah cenderung membawa orang kepada penghormatan yang berlebih-lebihan terhadap kuburan itu. Hal ini membuka peluang terjadinya perbuatan syirik.

(22) Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan perselisihan pendapat yang terjadi pada masa Rasulullah saw mengenai kisah ini. Orang Nasrani dari aliran Malkaniyah berkata, "Mereka itu berjumlah tiga orang, yang keempat adalah anjingnya." Orang Nasrani dari aliran Ya'qubiyah berpendapat, "Mereka itu berjumlah lima orang dan yang keenam adalah anjingnya." Sedangkan golongan Nas uriyah mengatakan, "Mereka itu tujuh orang dan yang kedelapan adalah anjingnya." Dalam hal ini Allah berfirman bahwa mereka mengatakan tiga atau lima orang itu hanyalah perkiraan semata, dan tidak disertai dengan pengetahuan, seperti melemparkan batu di malam hari ke suatu sasaran yang tidak tampak oleh mata. Tetapi Allah tidak menyatakan terhadap orang yang mengatakan tujuh orang sebagai perkiraan yang tidak menentu. Oleh karena itu, menurut Ibnu 'Abbas, pendapat yang mengatakan bahwa jumlah mereka itu tujuh orang dan yang kedelapan adalah anjingnya inilah yang benar. Sebab Allah swt menyatakan kedua pendapat sebelumnya sebagai perkiraan yang tidak menentu, namun tidak mengatakan hal yang sama untuk pendapat yang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa perkataan yang ketiga itulah yang benar dan menunjukkan pula bahwa ucapan itu berdasarkan pengetahuan, keyakinan, dan kemantapan batin.

Mengenai nama-nama mereka yang tujuh itu, yang bermacam-macam pengucapannya, menurut al-¦±fi§ Ibnu ¦ajar dalam *Kitab Tarikh* karya Bukh±ri, tidak ada yang dapat dijadikan rujukan, karena bukan nama Arab.

Dalam *Tafsir Ibnu Ka£³r* disebutkan nama-nama mereka sebagai berikut: *Maksalmina* (yang tertua), *Tamlikha* (yang kedua), *Mar⁻unus, Birunus, Dominus, Ya⁻bunus, Falyasta⁻yunus*, dan nama anjingnya *Hamran* atau *Qitmir*. Nama-nama ini diambil dari Ahli Kitab, sehingga kebenarannya masih diragukan. Hanya Allah yang lebih mengetahui.

Kemudian Allah swt memerintahkan Rasul-Nya untuk mengemukakan kepada mereka yang berselisih tentang berapa jumlah pemuda penghuni gua itu bahwa Allah swt lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak perlu membicarakan hal seperti itu tanpa pengetahuan, lebih baik menyerahkannya kepada Allah. Seandainya Allah memberitahu Rasul-Nya tentang hal itu, tentu beliau akan menyampaikannya kepada umatnya jika bermanfaat untuk kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Jika hal itu tidak disebutkan, seharusnya tidak perlu membuang-buang tenaga untuk memikirkannya.

Tetapi kemudian, Allah menegaskan "tidak ada orang yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit". Di sini Allah mengisyaratkan adanya segelintir manusia yang diberi Allah ilmu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang penghuni-penghuni gua itu. Siapakah yang sedikit itu? Ibnu 'Abb±s, seorang sahabat yang masih muda pada zamannya dan dipandang sebagai tokoh ilmiah di segala bidang, mengatakan bahwa dia termasuk di antara yang sedikit itu. Ahli-ahli sejarah, ahli-ahli ilmu purbakala, mungkin dimasukkan ke dalam golongan yang kecil itu bilamana mereka dengan kegiatan penelitiannya memperoleh fakta-fakta sejarah tentang umat masa lampau. Akan tetapi, yang terpenting untuk umat Islam dari ayat ini bukanlah mencari keterangan tentang jumlah pemuda-pemuda itu, melainkan bagaimana mengambil iktibar dan pelajaran dari peristiwa ini, yang bermanfaat untuk membina iman dan takwa kepada Allah swt.

Setelah Allah menyebutkan kisah ini, Allah melarang Nabi dua hal: Pertama tidak boleh memperdebatkan tentang A¡¥±bul Kahf kepada Ahli Kitab. Nabi dilarang berdebat tentang hal itu kecuali dengan cara yang lembut, tanpa menentukan bilangan jumlah A¡¥±bul Kahf, dan tidak membodoh-bodohkan mereka karena hal itu tidak bermanfaat. Tujuan utama kisah ini adalah mengimani bahwa hari kebangkitan pasti terjadi.

Di lain surah dengan maksud yang sama Allah berfirman:

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. (al-'Ankabut/29: 46)

Larangan kedua, Allah swt memerintahkan kepada Nabi saw agar tidak meminta keterangan tentang pemuda-pemuda itu kepada orang-orang Nasrani karena mereka juga tidak punya dasar pengetahuan tentang itu. Mereka hanya memperkirakan saja dan tanpa dalil yang kuat.

(23) Sewaktu kaum musyrikin mengajukan tiga buah pertanyaan kepada Nabi Muhammad saw, atas saran dari pendeta-pendeta Yahudi di Madinah, yaitu tentang A¡¥±bul Kahf, aul Qarnain, dan roh, maka beliau mengatakan, Besok pagi saya akan menjawab apa yang kalian tanyakan. Beliau tidak menyebutkan dalam perkataannya kata-kata *insy± All±h*. Sebelum mengakhiri kisah A¡¥±bul Kahf, dalam ayat ini, Allah swt mengingatkan Rasul-Nya supaya beliau tidak mengucapkan janji atau suatu pernyataan untuk suatu pekerjaan dengan pasti dengan berkata, Besok pagi akan kukerjakan. Seharusnya beliau mengetahui bahwa tidak seorangpun yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi besok pagi.

Firman Allah:

Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. (Lugm±n/31: 34)

Apa yang beliau janjikan kepada kaum musyrikin itu ternyata lima belas hari kemudian baru dapat beliau penuhi, yakni sesudah wahyu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu diturunkan.

(24) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa jawaban Nabi terhadap pertanyaan orang-orang musyrik Mekah hendaklah disertai dengan kata-kata "insya Allah" yang artinya "jika Allah mengizinkan". Sebab ada kemungkinan seseorang akan meninggal dunia sebelum hari besok itu datang dan barangkali ada suatu halangan, sehingga dia tidak dapat mengerjakan apa yang diucapkannya itu. Bilamana dia menyertainya dengan kata insya Allah, tentulah dia tidak dipandang pendusta dalam janjinya.

Sekiranya seseorang terlupa mengucapkan kata-kata insya Allah dalam janjinya, hendaklah dia mengucapkan kalimat itu sewaktu dia teringat kapan saja. Sebagai contoh pernah Rasul saw mengucapkan kata insya Allah setelah dia teringat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abµ Dawµd bahwa beliau mengucapkan, "Demi Allah pasti akan memerangi Quraisy," kemudian beliau diam lalu berkata, "Insya Allah ......."

Allah swt kemudian menyuruh Rasul-Nya supaya mengharapkan dengan sangat kepada-Nya supaya Allah memberikan petunjuk kepada beliau ke jalan yang lebih dekat kepada kebaikan dan lebih kuat untuk dijadikan alasan bagi kebenaran agama. Allah swt telah memenuhi harapan Nabi saw tersebut dengan menurunkan kisah nabi-nabi beserta umat mereka masing-masing pada segala zaman. Dari kisah nabi-nabi dan umatnya itu, umat Islam memperoleh pelajaran yang sangat berfaedah bagi kehidupan mereka dunia dan akhirat.

(25) Allah lalu menjelaskan tentang berapa lama A<sub>i</sub>¥±bul Kahf tinggal dalam gua sesudah ditutup pendengaran mereka. Mereka tidur dalam gua itu selama tiga ratus tahun menurut perhitungan ahli kitab berdasarkan tahun

matahari (syamsiah) atau tiga ratus tahun lebih sembilan tahun menurut perhitungan orang Arab berdasar bilangan tahun bulan (qamariah).

Penjelasan Allah tentang berapa lama A¡¥±bul Kahf tidur di dalam gua merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Beliau tidak belajar ilmu falak tapi mengetahui selisih hitungan sembilan tahun antara perhitungan dengan sistem matahari selama 300 tahun dengan sistem perhitungan tahun bulan. Setiap seratus tahun matahari, tiga tahun selisih hitungannya dengan tahun bulan. Setiap tiga puluh tahun matahari, selisih hitungannya satu tahun dengan tahun bulan dan setiap satu tahun matahari berselisih sebelas hari dengan tahun bulan.

Pengetahuan di atas tentu datang dari Allah. Allah pula yang mengalih-kan perhatian manusia kepada keindahan yang terdapat di permukaan bumi seperti matahari, cahaya bulan, dan segala keindahan yang ditimbulkan oleh sinar matahari itu. Pertukaran musim melahirkan berbagai keindahan, dan pertukaran musim itu sendiri disebabkan perubahan letak matahari. Demi-kian pula tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang, yang beraneka ragam dalam hidupnya, tergantung kepada sinar matahari yang dipancarkan ke bumi. Nabi Muhammad saw diutus kepada umat manusia agar menerangkan bahwa mempelajari segala keindahan yang ada di bumi ini lebih mendekat-kan diri kepada kebenaran dan keesaan Allah. Penciptaan alam raya ini lebih rumit daripada penciptaan manusia itu sendiri. Allah berfirman:

# لَخُلْقُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبُرُمِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرُ النَّاسِ لَكَمْوُنَ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (G±fir/40: 57)

(26) Dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan Rasul saw agar menyatakan kepada mereka yang masih berselisih tentang berapa lama A¡¥±bul Kahf tidur di dalam gua, bahwa Tuhan lebih mengetahui lamanya mereka tidur dalam gua itu. Apa yang diterangkan Allah itu pasti benar, tidak ada keraguan padanya. Para ahli kitab berselisih tentang lamanya waktu mereka tidur seperti halnya mereka berselisih tentang jumlahnya. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama mereka tidur, karena memang Dialah Yang Maha Mengetahui dan memiliki ilmu pengetahuan tentang segala yang gaib, baik di bumi maupun di langit. Dialah Yang Maha Mengetahui segala hal ihwal manusia yang tersembunyi, dan tidak ada sesuatupun yang tertutup bagi-Nya. Oleh karena itu, manusia tidak perlu lagi membicarakan berapa lama penghuni gua itu tidur di tempatnya, tetapi serahkan hal itu kepada Allah, karena Dia itulah yang mengetahui hal-hal yang gaib, apalagi hal-hal yang nyata. Sungguh alangkah terangnya penglihatan Allah atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, dan

alangkah tajamnya pendengaran-Nya terhadap segala macam suara dan bunyi dari makhluk-Nya. Tidak ada seorangpun yang dapat menjadi pelindung bagi penghuni-penghuni gua itu selain Allah. Dialah yang memelihara dan mengurus segala hal ihwal mereka dengan sebaik-baiknya. Dan Dia tidak bersekutu dengan seorangpun dalam menetapkan keputusan.

#### Kesimpulan

- 1. Setelah penghuni gua itu terbangun dari tidur, mereka lalu saling bertanya satu sama lain tentang diri mereka sendiri. Mereka menyadari keterbatasan pengetahuan mereka, sehingga mereka berserah diri kepada Tuhan.
- Meskipun mereka memperoleh keistimewaan berupa hidup dalam keadaan tidur selama lebih dari 300 tahun, namun mereka tidak mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia luar, misalnya tentang perubahan kota dan rakyatnya, pergantian mata uang logam, dan lain sebagainya.
- 3. Peristiwa yang terjadi pada para penghuni gua itu menuntaskan perselisihan tentang hari kiamat di negeri itu. Mereka yang ragu akhirnya beriman kepada hari kiamat.
- 4. Mengenai jumlah penghuni gua itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli kitab. Nabi Muhammad saw tidak menerangkannya, karena dianggap tidak ada hubungannya dengan masalah keimanan.
- 5. Nabi Muhammad saw diperingatkan Allah swt agar mengucapkan insya Allah jika akan melakukan sesuatu pekerjaan.

#### TEGURAN KEPADA NABI AGAR JANGAN MEMENTINGKAN ORANG TERKEMUKA SAJA DALAM BERDAKWAH

Terjemah

(27) Dan bacakanlah (Muhammad) apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Kitab Tuhanmu (Al-Qur'an). Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. Dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepada-Nya. (28) Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia; dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. (29) Dan katakanlah (Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir." Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman

yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (30) Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. (31) Mereka itulah yang memperoleh Surga 'Adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; (dalam surga itu) mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. (Itulah) sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

#### (al-Kahf/18: 28) فُرُطًا Kosakata: Furu an

Lafaz furu'an terambil dari akar kata fara'a – yafru'u – far'an – wa furu'an, yang berarti mendahului dengan sengaja, atau penganiayaan dan melampaui batas. Fara'a juga berarti air yang melimpah dan keluar dari embernya. Dalam arti yang lain, fara'a juga diartikan dengan perbuatan yang melebihi batas kewajaran atau berlebih-lebihan, menimbulkan penyesalan yang mendalam dan berakhir dengan kehancuran dan sia-sia. Penggandengan kata fara'a dengan kata k±na dalam ayat ini, mengandung arti "kemantapan dalam melampaui batas". Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah swt menegur nabi-Nya untuk tetap bersabar bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya dan janganlah tertipu oleh perhiasan kehidupan duniawi. Karena sesungguhnya apa yang orang-orang kafir lakukan dengan hawa nafsunya dengan melupakan Allah dan ayat-ayat-Nya adalah suatu keadaan yang melewati batas dan akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa kisah A¡¥±bul Kahf yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an merupakan wahyu yang disampaikan Allah Yang Maha Mengetahui kepada Nabi. Dengan demikian, kisah A¡¥±bul Kahf menjadi salah satu mukjizat Rasulullah. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw agar tetap mempelajari Al-Qur'an dan bersikap sabar. Kemudian diterangkan pula hukuman yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat dan kenikmatan yang dilimpahkan kepada orang-orang mukmin.

#### **Tafsir**

(27) Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan Rasul-Nya agar membacakan Al-Qur'an yang diwahyukan kepadanya, mengamalkan isinya, menyampaikan kepada umat manusia, dan mengikuti perintah dan larangan yang tercantum di dalamnya. Tugas Rasul saw adalah menyampaikan wahyu Allah itu kepada umat manusia, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

# يَّا يُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ دَّ بِكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ هَا بَلَغْتَ دِسْلَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللهُ يَعْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ

Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. (al-M±'idah/5: 67)

Rasulullah tidak perlu mempedulikan perkataan orang-orang yang menghendaki agar ayat-ayat Al-Qur'an itu didatangkan sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka berkata, "Datangkan ayat Al-Qur'an yang lain daripada ini atau ganti dengan yang lain." Sesungguhnya tidak ada seorangpun yang dapat mengganti ataupun mengubah kalimat-kalimat Al-Qur'an, baik kalimat perintah ataupun larangan, baik kalimat ancaman terhadap mereka yang melakukan kemaksiatan ataupun janji Allah kepada mereka yang taat dan berbuat kebaikan. Hanya Allah Yang Kuasa mengubah atau mengganti kalimatnya berdasarkan hikmah-Nya. Firman Allah swt:

Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi-Nya terdapat Ummul Kitab (Lau¥ Ma¥fµ§). (ar-Ra'd/13: 39)

Pergantian ayat oleh Allah dalam Al-Qur'an dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar manfaatnya, sebagaimana firman-Nya:

Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya.... (an-Na¥l/16: 101)

Segala ketentuan atau hukum yang telah ditetapkan Allah haruslah dipatuhi. Jika tidak, pasti akan ada hukuman yang diberikan Allah sesuai dengan apa yang sebelumnya telah diancamkan kepada orang-orang yang melanggar garis-garis yang ditetapkan-Nya. Tak seorang pun yang dapat menjadi pelindung, kecuali Allah swt karena kekuasaan-Nya meliputi makhluk-Nya. Tak seorangpun yang dapat lolos dari hukuman yang telah ditetapkan-Nya.

(28) Diriwayatkan bahwa 'Uyainah bin Hiin al-Fazary datang kepada Nabi Muhammad saw sebelum dia masuk Islam. Ketika itu beberapa orang sahabat Nabi yang fakir berada di sampingnya, di antaranya adalah Salm±n

al-Faris³ yang sedang berselimut jubah dan tubuhnya mengeluarkan keringat, karena sedang menganyam daun korma. 'Uyainah berkata kepada Rasul saw, "Apakah bau mereka (sahabat-sahabat yang fakir) tidak mengganggumu? Kami ini pemuka-pemuka bangsawan suku Mudar. Jika kami masuk Islam, maka semua suku Mudar akan masuk Islam. Tidak ada yang mencegah kami untuk mengikutimu, kecuali kehadiran mereka. Oleh karena itu, jauhkanlah mereka agar kami mengikutimu atau adakan untuk mereka majelis tersendiri, dan kami majelis tersendiri pula." Kemudian turunlah ayat ini.

Dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan Rasul-Nya agar bersabar dan dapat menahan diri untuk duduk bersama dengan beberapa orang sahabatnya yang tekun dalam ibadah sepanjang hari karena mengharapkan rida Allah swt semata. Para sahabat itu hidup dalam kesederhanaan jauh dari kenikmatan duniawi. Mereka itu antara lain ialah: Ammar bin Yasir, Bil±l, ¢uhaib, Ibnu Mas'µd, dan sahabat-sahabat lainnya.

Di surah yang lain, Allah berfirman:

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridaan-Nya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau (berhak) mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. (al-An'±m/6: 52)

Sikap kaum musyrikin terhadap sahabat-sahabat Nabi yang fakir itu sama halnya dengan sikap kaum Nuh terhadap pengikut-pengikut Nabi Nuh a.s. sebagaimana difirmankan Allah swt:

## قَالُوَّا اَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْدُلُونَ

Mereka berkata, "Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?" (asy-Syu'ar±'/26: 111)

Sudah semestinya Rasul saw tidak mengindahkan sikap orang kafir itu. Allah swt memperingatkan beliau agar jangan sampai meninggalkan dan meremehkan sahabat-sahabatnya yang fakir, karena hanya didorong oleh kepentingan duniawi atau disebabkan adanya harapan terhadap keimanan orang-orang yang kaya dari kaum musyrikin. Para sahabat itu adalah orang-orang yang dengan ikhlas hatinya memilih jalan hidup sederhana dan rela meninggalkan segala kelezatan duniawi semata-mata untuk mencari rida Allah. Rasul saw mengucapkan syukur kepada Allah atas kehadiran mereka itu di tengah-tengah umatnya. Katanya:

Segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan di kalangan umatku orang yang aku diperintahkan untuk sabar menahan diriku bersama dia. (Riwayat Ibnu Jar³r a⁻-° abar³, A⁻-° abr±n³, dan Ibnu Mardawaih)

Dengan demikian, memandang rendah dan meremehkan orang-orang yang hidup miskin dan melarat, tidak dibenarkan oleh agama Islam, terutama bila mereka orang ahli ibadah dan takwa. Allah dengan tegas melarang Muhammad saw menuruti keinginan para pemuka kaum musyrikin untuk menyingkirkan orang-orang yang fakir dari majelisnya. Orang yang mengajukan permintaan seperti itu adalah orang-orang yang sudah tertutup jiwa mereka untuk kembali kepada Tuhan, dan memiliki tabiat yang buruk. Perbuatan mereka yang melampaui batas, kefasikan, dan kemaksiatan menambah gelap hati mereka, sehingga akhirnya mereka bergelimang dalam dosa.

(29) Pada ayat ini, Allah swt memerintahkan Rasul-Nya supaya menegaskan kepada orang-orang kafir bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu berasal dari Allah, Tuhan semesta alam. Kewajiban mereka adalah mengikuti kebenaran itu dan mengamalkannya. Manfaat dari kebenaran itu, tentulah kembali kepada mereka yang mengamalkannya. Demikian pula sebaliknya, akibat buruk dari pengingkaran terhadap kebenaran itu kembali kepada mereka yang mengingkarinya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin beriman kepada-Nya dan masuk ke dalam barisan orang-orang yang beriman, hendaklah segera berbuat tanpa mengajukan syarat-syarat dan alasan-alasan yang dibuat-buat sebagaimana halnya pemuka-pemuka musyrikin yang memandang rendah orang-orang mukmin yang fakir. Juga demikian halnya bagi siapa yang ingkar dan meremehkan kebenaran. Rasulullah saw tidak akan memperoleh kerugian apa-apa karena keingkaran itu, sebagaimana halnya beliau tidak akan memperoleh ke-untungan apapun jika mereka beriman. Allah swt berfirman:

# إِنْ اَحْسَنْتُ مُ اَحْسَنْتُ مُ لِاَنْفُسِكُمْ أُو إِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. (al-Isr±'/17: 7)

Tetapi jika manusia memilih kekafiran dan melepaskan keimanan, berarti mereka telah melakukan kezaliman, yakni meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, Allah memberikan ancaman yang keras kepada

mereka, yaitu akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Mereka tidak akan lolos dari neraka itu, karena api neraka yang bergejolak itu mengepung mereka dari segala penjuru, sehingga mereka laksana orang yang tertutup dalam kurungan. Bilamana dalam neraka itu mereka saling meminta minum karena dahaga, maka akan diberi air yang panasnya seperti cairan besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. Sungguh sangat jelek air yang mereka minum itu. Tidak mungkin air minum yang panasnya seperti itu dapat menyegarkan kerongkongan, dan menghilangkan dahaga orang yang sedang kepanasan, bahkan sebaliknya, menghancurkan diri mereka. Neraka yang mereka tempati itu adalah tempat yang paling buruk dan penuh dengan siksaan.

(30) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan pahala bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan mengamalkan segala perintah Allah dan Rasul dengan sebaik-baiknya, yaitu diberi pahala yang besar. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari amal kebajikan yang mereka lakukan, dan tidak pula mengurangi hak-hak mereka sedikit pun. Banyak janji Allah dalam Al-Qur'an kepada orang-orang mukmin di antaranya bilamana mereka melakukan amal kebajikan, sedikit pun Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Setiap amal kebajikan, meskipun hanya sebesar biji sawi, tentu diberi ganjaran oleh Allah swt, sebagaimana firman-Nya:

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (al-Zalzalah/99: 7-8)

(31) Dalam ayat ini, Allah swt menguraikan ganjaran bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan mengerjakan amal saleh. Allah swt menyediakan untuk mereka surga 'Adn yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga 'Adn itu sangat luas, sehingga taman-taman yang ada di dalamnya bagaikan surga tersendiri. Mereka juga dianugerahi perhiasan-perhiasan yang indah, yaitu gelang mas yang menghiasi tangan mereka. Perhiasan yang gemerlap itu hanya memenuhi tangan mereka yang dahulu disentuh air wudu.

Rasulullah saw bersabda:

Perhiasan orang-orang yang beriman itu (di surga) memenuhi tempat yang dicapai oleh wuduk. (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim dari Abu Hurairah)

Di samping perhiasan tersebut, mereka juga mengenakan pakaian sutra yang halus dan tebal berwarna hijau dan berlapiskan benang-benang emas.

Sungguh pakaian itu terhitung pakaian yang sangat mewah dalam kehidupan duniawi. Warna hijau adalah warna alami, warna yang menyejukkan pandangan dan perasaan. Untuk tempat mereka beristirahat dalam surga disediakan beberapa buah *arikah* (sofa) sejenis tempat duduk sambil bertelekan menikmati istirahatnya. Demikian itulah surga, pahala yang paling baik dan tempat yang indah, yang disediakan Allah bagi hambahamba-Nya yang beriman dan beramal saleh.

#### Kesimpulan

- 1. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak dapat diubah-ubah walaupun oleh Rasulullah saw sendiri. Apa yang diwahyukan kepadanya, itulah yang disampaikan kepada umatnya.
- 2. Nabi saw diperintahkan untuk selalu berpihak kepada orang-orang yang hidup sederhana, taat, dan tekun beribadah kepada Allah.
- 3. Akibat kekafiran maupun keimanan seseorang akan kembali kepada dirinya sendiri. Namun, kekafiran itu adalah suatu kezaliman, oleh karena itu nerakalah bagi orang yang zalim.
- 4. Orang yang beriman dan beramal saleh tentu akan menerima pahala, yaitu surga dengan segala macam kenikmatan di dalamnya sebagai anugerah dari Allah swt.

#### PERUMPAMAAN KEHIDUPAN ORANG-ORANG YANG TEPERDAYA KEHIDUPAN DUNIA

مِنْ دُوُنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِمَّ إِنَّ ۞ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ

Terjemah

<sup>(32)</sup> dan berikanlah (Muhammad) kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang (yang kafir) Kami beri dua buah kebun anggur dan Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara keduanya (kebun itu) Kami buatkan ladang. (33) Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang (buahnya) sedikit pun, dan di

celah-celah kedua kebun itu Kami alirkan sungai, (34) dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya (yang beriman) ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat." (35) Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri (karena angkuh dan kafir); dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, (36) dan aku kira hari Kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada ini." (37) Kawannya (yang beriman) berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada (Tuhan) yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? (38) Tetapi aku (percaya bahwa), Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. (39) Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan "M±sy± All±h, l± quwwata ill± bill±h" (Sungguh, atas kehendak Allah (semua ini terwujud), tidak ada kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. (40) Maka mudah-mudahan Tuhanku, akan memberikan kepadaku (kebun) yang lebih baik dari kebunmu (ini); dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin; (41) atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi." (42) Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya (para-para) lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun." (43) Dan tidak ada (lagi) baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah; dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. (44) Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah Yang Mahabenar. Dialah (pemberi) pahala terbaik dan (pemberi) balasan terbaik.

#### Kosakata:

#### (al-Kahf/18: 35) تَبِيْدُ 1. *Tab³d*

Lafaz  $tab^3da$  merupakan bentukan dari kata bayd, terambil dari akar kata  $b\pm da - yab^3du - bay\bar{a}dan$  yang berarti hancur beterbangan seperti sesuatu yang tersebar diterpa angin di gurun pasir atau diartikan pula dengan kebinasaan. Gurun pasir disebut juga dengan  $baid\pm'$ , bentuk jamaknya adalah baidun. Maksud ayat ini adalah Allah swt membuat perumpamaan terhadap dua orang Yahudi, yang seorang mukmin dan lainnya adalah kafir. Keduanya diberikan dua buah kebun anggur yang dikelilingi pohon kurma dan dialiri di celah antara keduanya dengan sebuah sungai. Orang Yahudi kafir dengan segala keangkuhan dan kesombongan dirinya berkata kepada

orang Islam bahwa kebun yang dia miliki tidak akan *hancur* atau *binasa* selama-lamanya.

#### (al-Kahf/18: 41) غُوْرًا 2. *Gauran*

Gauran terambil dari kata  $g\pm ra$ -  $yag\mu ru$  - gauran yang berarti masuk ke bagian yang paling dalam dari bumi atau lembah bumi.  $G\pm rat$  'ainuhu berarti air matanya menjadi kering karena masuk ke bagian dalam. Dalam Surah al-Mulk/67: 30 firman Allah:  $a_iba \pm a m\pm ukum gauran$  berarti sumber air kamu menjadi kering  $G\pm r$  berarti gua yang ada di lembah gunung. Penjelasannya adalah bahwa orang Yahudi yang telah masuk Islam menjawab kesombongan orang kafir bahwa Allah swt akan memberikan kebun yang lebih baik dari kebunnya dan semoga Allah swt mengirimkan petir kepada kebunnya sehingga menjadi tanah yang licin dan airnya menjadi surut dan kering, masuk ke dalam tanah sehingga tidak akan bisa ditemukan lagi.

#### Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah memerintahkan Rasul saw agar bersabar dan dapat menahan diri bersama orang-orang mukmin yang fakir. Allah juga mengingatkan beliau agar tidak menuruti keinginan para pemuka orang kafir yang kaya untuk menyingkirkan mereka yang fakir dari majelis Rasul dan membuat majelis tersendiri untuk mereka. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan sesungguhnya harta benda tidak patut dijadikan kebanggaan dan kesombongan, karena sewaktu-waktu dapat lenyap. Banyak orang yang tadinya kaya, tiba-tiba menjadi miskin, begitu juga sebaliknya. Seharusnya yang menjadi sumber kebanggaan itu adalah ketaatan kepada Allah dan amal perbuatan yang diridai-Nya.

#### **Tafsir**

(32) Dalam ayat ini, dua orang laki-laki dijadikan Allah sebagai perumpamaan untuk menjelaskan kepada para pemuka musyrik yang kaya itu tentang perbedaan antara iman dan kufur, atau antara hamba yang mulia di sisi-Nya dengan yang hina. Ulama berbeda pendapat, apakah cerita dalam ayat ini hanya perumpamaan saja, tidak ada dalam kenyataan sejarah, atau hal ini merupakan kisah nyata.

Mereka yang berpendapat bahwa kisah ini merupakan kisah nyata berbeda tentang siapa yang dimaksudkan dengan dua orang ini. Menurut riwayat yang disebutkan Imam al-Qur-ub³, ada yang mengatakan kedua lakilaki itu adalah penduduk Mekah dari kabilah Bani Makhzum. Mereka berdua bersaudara, yang mukmin bernama Yahuza dan yang kafir bernama Qur-us. Keduanya semula bersama-sama dalam suatu usaha, kemudian berpisah dan membagi kekayaan mereka. Masing-masing menerima ribuan dinar. Yahuza menggunakan uangnya seribu dinar untuk membebaskan budak, seribu dinar untuk membelikan makanan bagi orang-orang yang terlantar, dan seribu dinar untuk membelikan pakaian orang-orang yang lapar. Adapun Qur-us

menggunakan uangnya untuk kawin dengan seorang wanita kaya, dan membeli hewan ternak, sehingga harta kekayaan berkembang. Sisa uang yang lain digunakan untuk berdagang dan selalu membawa laba, sehingga dia menjadi orang yang terkaya di negerinya pada saat itu.

Sebuah riwayat menyebutkan bahwa kisah ini adalah tentang orang kaya dengan kebun dan tanamannya yang luas. Dia memiliki dua buah kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon-pohon korma dan di antara keduanya terdapat sebidang ladang tempat bermacam-macam tanaman dan buah-buahan.

- (33) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan tentang keadaan kedua kebun yang penuh dengan buah-buahan sepanjang tahun itu. Pohon-pohonnya selalu rindang dan lebat. Sedikit pun kedua kebun itu tidak pernah mengalami kemunduran dan kekurangan sepanjang musim. Keduanya selalu memberikan hasil yang membawa kemakmuran kepada pemiliknya. Di tengah-tengah kebun itu mengalir sebuah sungai yang setiap waktu dapat mengairi tanah dan ladang-ladang di sekitarnya. Pengairan yang teratur menyebabkan tanaman selalu subur, dan sungai yang mengalir itu benarbenar menambah keindahannya. Itulah kenikmatan besar yang telah dilimpahkan Allah kepada pemiliknya.
- (34) Allah swt menjelaskan dalam ayat ini bahwa pemilik kebun itu masih memiliki kekayaan lain berupa harta perdagangan emas, perak, dan lain-lainnya yang diperoleh dari penjualan hasil kebun dan ladang. Qur<sup>-</sup>us benar-benar berada dalam kehidupan yang mewah, dengan harta kekayaan yang melimpah ruah, dan memiliki pembantu-pembantu, buruh-buruh, dan pengawal-pengawal dalam jumlah yang besar. Keadaan yang demikian membuat dirinya sombong dan ingkar kepada Tuhan yang memberikan nikmat itu kepadanya. Dia berkata kepada temannya yang beriman, yang sebelumnya telah menyeru kepadanya agar beriman kepada Allah dan hari kebangkitan, "Aku mempunyai harta yang lebih banyak daripada kamu, seperti yang kamu saksikan, dan pengikut-pengikutku lebih banyak. Sewaktu-waktu mereka siap mempertahankan diri dan keluargaku dari musuh-musuhku, serta memelihara dan membela hartaku." Dengan perkataan ini, dia mengisyaratkan bahwa seseorang dapat hidup bahagia dan jaya tanpa beriman kepada Tuhan seru sekalian alam. Dia beranggapan bahwa segala kejayaan yang dimilikinya dan kenikmatan yang diperolehnya semata-mata berkat kemampuan dirinya. Tiada Tuhan yang dia rasakan turut membantu dan memberi rezeki dan kenikmatan kepadanya.
- (35) Dalam ayat ini Allah swt menerangkan bahwa ketika dia memasuki kebunnya bersama saudaranya, dia mengatakan kepada saudaranya yang mukmin, sambil menunjuk kebunnya, bahwa kebun-kebun itu tidak akan binasa selama-lamanya.

Ada dua sebab yang mendorongnya berkata demikian:

*Pertama*: Kepercayaan penuh terhadap kemampuan tenaga manusia untuk memelihara kebun-kebun itu, sehingga selamat dari kebinasaan.

Dengan kekayaan berupa mas dan perak sebagai modal, dan sumber daya manusia yang berpengalaman dan berpengetahuan tentang perawatan dan pemeliharaan tanaman dan kebun, dia percaya sanggup menjaga kelestarian, keindahan, dan kesuburan kebun dan tanamannya. Ia sama sekali tidak menyadari keterbatasan daya dan akal sehat manusia dan tidak percaya bahwa ada kekuatan gaib yang kuasa berbuat sesuatu terhadap segala kekayaan itu.

Kedua: Kepercayaan akan keabadian alam dan zaman serta ketidak-percayaan terhadap hari kiamat. Dia berkeyakinan bahwa segala yang ada ini kekal abadi. Tidak ada yang akan musnah dari alam ini, yang terjadi hanyalah perubahan dan pergantian menurut hukum yang berlaku. Air, tumbuh-tumbuhan, tanah dan lain-lainnya akan terus tersedia dan tidak akan ada putusnya.

Demikianlah pandangan pemilik kebun itu. Sesungguhnya dia telah berbuat zalim dan tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepadanya. Tidak ada seorangpun yang hidup bahagia dalam dunia ini dengan hanya berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Mengapa dia menyombongkan diri, padahal dia sebenarnya menyadarinya. Mengapa dia ingkar kepada Tuhan, padahal dia menyadari ikut terlibat dalam perubahan alam itu sendiri, mengapa dia tidak mau mengakui siapakah sebenarnya yang menciptakan semua perubahan dalam alam ini dan yang menciptakan hukum-hukumnya. Mengapa dia tidak jujur terhadap pengakuan hati nuraninya sendiri akan adanya Tuhan Yang Maha Pencipta? Sesungguhnya sikap demikian merupakan kezaliman yang besar.

(36) Ayat ini mengungkapkan ucapan pemilik kebun itu kepada saudaranya yang mukmin tentang ketidakpercayaannya bahwa hari kiamat itu akan datang. Sekiranya hari kiamat itu datang dan dia dikembalikan kepada Tuhan, dia tentu akan kembali mendapatkan yang lebih baik daripada kebun-kebun yang dimilikinya di dunia ini.

Sikap pemilik kebun itu menunjukkan keingkaran akan adanya hari kiamat (hari akhir). Dugaannya bahwa akan mendapatkan kebun-kebun yang lebih baik daripada kebun-kebunnya di dunia ini pada hari kiamat didasarkan atas pengalamannya bahwa kedua kebun yang dimilikinya dan dipercayakan Tuhan kepadanya terus berbuah dan berkembang hanya karena kesanggupan dan usaha yang memilikinya. Oleh karena itu, dimana dan kapan saja, kemusnahan itu selalu menyertainya. Allah swt menggambarkan pula sifat orang kafir ini dalam ayat yang lain dengan firman-Nya:

"...Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisi-Nya...." (Fu¡¡ilat/41: 50)

Ucapan yang membawa kepada kekafiran ialah: pertama, pengakuannya tentang keabadian alam; kedua, tentang tidak adanya kebangkitan manusia dari kubur; dan ketiga, anggapannya bahwa ganjaran di akhirat dicerminkan oleh keadaan di dunia. Pandangan terhadap keabadian alam ini meniadakan keputusan dan kehendak Tuhan Pencipta Alam. Keingkarannya terhadap kebangkitan manusia dari kubur menunjukkan bahwa dia meniadakan kekuasaan Allah untuk mengembalikan manusia ke bentuk aslinya. Pandangan bahwa ganjaran di akhirat dicerminkan oleh kehidupan dunia, misalnya bilamana seseorang di dunia hidup sebagai pemilik kebun, maka ganjaran di akhirat pun baginya sebagai pemilik kebun. Ini adalah kepercayaan primitif, atau kepercayaan yang berdasarkan kebudayaan. Kepercayaan seperti itu berlawanan dengan agama yang bersumber pada wahyu Allah swt yang mempunyai kebijaksanaan dalam memberikan ganjaran kepada hambahamba-Nya.

(37) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan jawaban Yahuza untuk membantah pemikiran saudaranya itu. Qurus, pemilik kebun yang kaya itu, memandang Yahuza rendah karena kemiskinannya. Sebaliknya, Yahuza memandang Qur<sup>-</sup>us rendah karena kekafirannya. Dalam percakapannya dengan Qur<sup>-</sup>us, dia menyatakan bahwa tidak patut dia mengingkari kekuasaan Allah yang menciptakan dirinya dari tanah? Bukankah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan itu dari tanah juga? Dari makanan dan minuman itu terbentuk sel-sel yang akhirnya menjadi *nu*-fah. Nu<sup>-</sup>fah berkembang tahap demi tahap karena mendapat makanan, baik dari protein nabati ataupun hewani, sehingga menjadi seorang laki-laki seperti Qurus. Bagaimana seseorang dapat mengingkari kekuasaan Allah, sedangkan kejadiannya menunjukkan dengan jelas akan adanya kekuasaan itu. Setiap insan sadar akan dirinya, bahwa pada mulanya dia tidak ada, kemudian menjadi ada. Tidak mungkin kehadirannya ke alam wujud ini sendiri. Satu-satunya dihubungkan oleh dirinya Zat yang menghubungkan kejadiannya itu ialah Penciptanya yaitu Allah Rabbul Alamin.

Untuk meyakinkan adanya hari kebangkitan, Allah menjelaskan proses kejadian manusia, sebagaimana firman-Nya:

Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani. (al-¦ ajj/22: 5)

(38) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan pernyataan Yahuza kepada saudaranya yang kafir itu bahwa dia tidak sependapat dengannya. Dia berkeyakinan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah yang memelihara makhluk, Yang Maha Esa, dan Mahakuasa. Yahuza juga

mengatakan bahwa dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pendirian saudaranya bahwa Allah tidak kuasa membangkitkannya dari kubur sama sekali tidak dapat diterima Yahuza karena menganggap Allah lemah dan sama dengan makhluk. Hal demikian, menurutnya, sama dengan syirik. Sikap Yahuza yang tegas di hadapan saudaranya yang kaya itu sangat terpuji, meskipun dia dalam keadaan fakir yang berkedudukan sebagai seorang yang meminta pekerjaan, namun dengan penuh keberanian, dia menyatakan perbedaan identitas (hakikat) pribadinya, yaitu perbedaan yang menyangkut akidah atau keimanan kepada Tuhan.

(39) Yahuza lalu meneruskan kata-katanya kepada Qur<sup>-</sup>us, "Seharusnya kamu mengucapkan syukur kepada Allah ketika memasuki kebun-kebunmu dan merasakan kagum terhadap keindahannya. Mengapa kamu tidak mengucapkan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepadamu, berupa harta dan anak yang banyak yang belum pernah diberikan-Nya kepada orang lain."

"Katakanlah "masya Allah" ketika itu, sebagai tanda pengakuan atas kelemahanmu di hadapan-Nya, dan bahwa segala yang ada itu tidak mungkin terwujud tanpa izin dan kemurahan-Nya. Di tangan-Nya nasib kebun-kebun itu, disuburkan menurut kehendak-Nya ataupun dihancurkan menurut kehendak-Nya pula. Mengapa kamu tidak mengucapkan *I± quwwata ilI± bilI±hi* (tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah) sebagai tanda pengakuan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat memakmurkan dan mengurusnya kecuali dengan pertolongan Allah swt." Ayat ini mengandung pelajaran tentang zikir yang baik diamalkan. Nabi Muhammad saw berkata kepada sahabatnya, Abu Hurairah:

Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan surga yang terletak di bawah Arasy? Aku menjawab, "Ya, saya mau." Rasul berkata, "Kamu membaca I± quwwata iII± biII±hi." (Riwayat Imam A¥mad dari Abu Hurairah)

Demikian pula banyak hadis-hadis Rasul saw yang mengajarkan kepada umatnya sewaktu mendapat nikmat dari Allah supaya dia mengucapkan bacaan itu, Rasulullah saw bersabda:

Setiap Allah swt memberikan kepada seorang hamba nikmat pada keluarga, harta, atau anak lalu dia mengucapkan "m±sy±' Allah, l± quwwata ill± bill±h", tentu Allah menghindarkan dia dari segala bencana sampai kematiannya, lalu Rasulullah membaca ayat 39 Surah al-Kahf ini. (Riwayat al-Baihag³ dan Ibnu Mardawaih dari Anas r.a.)

Setelah Yahuza selesai menasehati saudaranya supaya beriman, dan sudah menjelaskan tentang kekuasaan Allah swt, mulailah dia menanggapi perkataan saudaranya yang membanggakan harta dan orang-orangnya. Yahuza berkata, "Jika kamu memandang aku lebih miskin daripada kamu, baik mengenai harta kekayaan, maupun mengenai anak buah, maka tidaklah mengapa bagiku."

- (40) "Namun aku mengharapkan agar Allah mengubah keadaanku, memberi aku kekayaan, dan menganugerahkan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu karena imanku kepada-Nya. Sebaliknya, Allah swt akan melenyapkan kenikmatan yang diberikan-Nya kepadamu karena kekafiranmu, dan Dia akan menghancurkan kebun-kebunmu dengan mengirim petir dari langit yang membakar habis semuanya, sehingga menjadi tanah tandus yang licin."
- (41) "Atau Allah menghancurkan kebun-kebun itu dengan bencana dari bumi dengan jalan menghisap air yang mengalirinya dan masuk ke dalam perut bumi, sehingga kamu tak dapat berbuat apa-apa untuk mencari air itu lagi."

Demikianlah harapan Yahuza yang mukmin itu, agar Allah memperlihatkan kekuasaan-Nya secara nyata kepada orang yang kafir dan sombong itu. Dengan turunnya hukuman itu, baik berupa bencana dari langit ataupun dari bumi, manusia yang kafir itu bisa menjadi sadar.

(42) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa apa yang diharapkan Yahuza akan segera menjadi kenyataan. Allah swt kemudian membinasakan segala harta kekayaan Qur<sup>-</sup>us. Tadinya ia mengatakan dengan penuh kesombongan bahwa kebun-kebunnya tidak akan binasa selama-lamanya. Tetapi setelah dia menyaksikan kehancuran harta kekayaannya, timbullah kesedihan dan penyesalan yang mendalam, sambil membolak-balikkan dua telapak tangannya sebagai tanda menyesal terhadap lenyapnya segala biaya yang dibelanjakannya untuk membangun kebun-kebunnya selama ini. Semua tanaman dan pohon anggur yang ada dalam kebun itu runtuh bersama penyangganya. Pada saat kesedihannya memuncak, dia teringat kepada nasihat dan ajaran saudaranya, sehingga ia mengerti bahwa bencana itu datang karena kemusyrikan dan kezalimannya terhadap diri sendiri. Lalu keluarlah kata-kata penyesalan dari mulutnya, "Aduhai, kiranya aku beriman dan bersyukur, tentulah Tuhan tidak akan menghancurkan kebun-kebunku."

Kata-kata penyesalan yang demikian lahir dari seorang yang sudah berada dalam kesulitan besar yang tak terelakkan lagi. Semua orang bila terjepit dan berada dalam bencana, dia mengeluh dan dari mulutnya keluar kata-kata yang mencerminkan penyesalannya yang mendalam. Sedangkan jika tidak terjepit atau tidak dalam kesengsaraan, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata demikian.

Firman Allah swt:

# فَكَمَّا رَاوًا بَأْسَنَا قَالُوٓ الْمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ

Maka ketika mereka melihat azab Kami, mereka berkata, "Kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah." (al-Mu'min/40: 84)

- (43) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa tidak ada segolongan orang pun yang sanggup menolong pemilik kebun itu, baik keluarganya, pengawal, buruh-buruh, anak-anak, atau siapa saja yang tadinya menjadi kebanggaannya. Hanya Allah yang dapat menolongnya dari kehancuran dan kebinasaan. Sedangkan orang itu sendiri tidak dapat menolong dirinya sendiri dengan kekuatan yang ada padanya.
- (44) Kemudian Allah swt menegaskan dalam ayat ini bahwa dalam kesulitan dan kesengsaraan seperti yang dialami oleh pemilik kebun itu, benar-benar hanya Allah sendiri yang mempunyai hak dan kekuatan untuk memberikan pertolongan. Akan tetapi, pertolongan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya, mensyukuri nikmat-Nya, dan taat serta patuh kepada perintah-Nya. Allah akan membela, menenteramkan hati, dan menyelamatkan mereka dari segala macam muslihat dan tipu daya musuh-musuh mereka. Dialah yang paling baik dalam memberi pahala dan balasan.

#### Kesimpulan

- 1. Ada berbagai riwayat yang menjelaskan tentang kedua orang laki-laki yang dijadikan perumpamaan dalam ayat 32 surah ini, akan tetapi mempunyai persamaan yaitu satu di antaranya mukmin dan yang lainnya kafir (pemilik kebun).
- 2. Harta kekayaan yang melimpah berpengaruh terhadap mental (kejiwaan) seseorang, sehingga ia dapat menjadi sombong, memandang rendah orang yang tak punya harta, dan ingkar kepada kekuasaan Tuhan.
- 3. Kemiskinan yang dilandasi iman dapat menjadikan manusia bahagia dunia akhirat. Sedangkan kekayaan yang dilandasi kesombongan dapat menyebabkan kehancuran.
- 4. Tiga perkara yang menyebabkan Qur<sup>-</sup>us dipandang kafir ialah:
  - a. Pengakuan akan keabadian alam.
  - b. Keingkaran akan hari kebangkitan.
  - c. Dugaan yang kuat bahwa ganjaran di akhirat bagi seseorang dicerminkan oleh keadaan (kondisi) sewaktu di dunia, yang mana hal ini berlawanan dengan hikmah Ilahiyah.

- 5. Proses kejadian manusia sejak dari tingkatan anorganis (zat mati) sampai menjadi sel mani kemudian manusia, adalah bukti kekuasaan Allah untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat.
- 6. Orang Islam diperintahkan untuk membaca "M±sy±' AII±h I± quwwata iII± biII±hi," sewaktu melihat kebahagiaan dan kenikmatan pada anak dan keluarganya.

#### PERUMPAMAAN KEHIDUPAN DUNIA

# وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثُلَ الْحَيْوةِ الدَّنْيَاكُمَاءَانُولُنْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْارْضِ فَاصْبَحَ هَشِيْمًا تَذُرُ وَهُ الرِّيْحُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيثُ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيثُ الصَّلِحَةُ خَيْرُ عِنْدَ رَبِكَ ثَوَا بَا وَخَيْرُكُمَ لا ﴿

#### Terjemah

(45) Dan buatkanlah untuk mereka (manusia) perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian (tumbuh-tumbuhan) itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (46) Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

#### (al-Kahf/18: 45) هَشَيْمًا Kosakata: Hasy³m± هَشَيْمًا

Hasyima adalah bentuk maidar dari kata hasyama – yahsyimu - hasyman yang berarti memecahkan sesuatu yang lunak dan mudah remuk seperti tanaman yang kering. Ihtasyama an-naqah berarti air susunya telah kering karena habis diperas. Hasyamtu al-hubz berarti aku telah mengeringkan roti. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia seperti air hujan yang menjadikan tanam-tanaman subur, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering tak berarti yang jika datang angin, maka semuanya dengan sangat mudah akan diterbangkan ke berbagai arah.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menceritakan kehidupan dua orang manusia, satu orang kafir dan yang lainnya mukmin. Dalam ayat ini, Allah swt memberikan gambaran bagi kehidupan dunia pada umumnya.

#### **Tafsir**

(45) Allah swt mengumpamakan suasana kehidupan dalam dunia ini beserta segala keindahan dan kemegahannya, yang kemudian secara berangsur-angsur akan lenyap, seperti keadaan air hujan yang diturunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang menghijau, berbunga, dan berbuah. Kehijauan itu secara berangsur-angsur berubah menjadi kuning kering, dan akhirnya lenyap dihembus angin. Semua yang ada di atas bumi ini tentu menempuh suatu proses perubahan dari lahir, tumbuh, kembang, layu, dan lenyap. Oleh karena itu, manusia yang menjadi penghuni bumi ini jangan tertipu oleh kemegahan dunia. Mereka yang mempunyai kekayaan yang besar janganlah membangga-banggakan hartanya dan jangan pula merendahkan orang lain yang tak punya harta benda. Sesungguhnya harta benda itu, cepat atau lambat, akan lenyap. Allah Yang Mahasempurna dan Mahamulia yang menciptakan segala benda dan memeliharanya, menumbuhkan, melenyapkan, lalu mengembalikan lagi ke bumi. Dialah Yang Mahakuasa dan menetapkan hukum-hukum perubahan itu.

Dalam Al-Qur'an, banyak ayat-ayatnya yang mengumpamakan kehidupan duniawi ini dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan, antara lain firman Allah swt:

# إِعْلَمُوَّا اَنَهَا الْمَهُوهُ الدُّنْيَالِعِبُ وَلَمُوُ وَزِيْنَةُ وَتَفَاخُرُ لِيَنْكُمْ وَتَكَافُرُ فِ الْاَمُوَالِ وَالْاَوْلَادِ" كَمَنَلِ عَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ بَهِيْجُ فَتَرْلِهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوُنُ حُطَامًا وَفِ الْاِخِرَةِ عَذَابُ شَدِيْدُ وَمَعْفِرَةُ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانُ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَسَاعُ الْفُرُودِ

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. (al-Had³d/57: 20)

(46) Allah menjelaskan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya. Seperti halnya 'Uyainah, pemuka Quraisy yang kaya itu, atau Qurus, yang mempunyai kedudukan mulia di tengah-tengah kaumnya, karena memiliki kekayaan dan anak buah yang banyak. Karena harta dan anak pula, orang menjadi takabur dan merendahkan orang lain. Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah

perhiasan hidup duniawi, bukan perhiasan dan bekal untuk ukhrawi. Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan. Dalam urutan ayat ini, harta didahulukan dari anak, padahal anak lebih dekat ke hati manusia, karena harta sebagai perhiasan lebih sempurna daripada anak. Harta dapat menolong orang tua dan anak setiap waktu dan dengan harta itu pula kelangsungan hidup keturunan dapat terjamin. Kebutuhan manusia terhadap harta lebih besar daripada kebutuhannya terhadap anak, tetapi tidak sebaliknya.

Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa yang patut dibanggakan hanyalah amal kebajikan yang buahnya dirasakan oleh manusia sepanjang zaman sampai akhirat, seperti amal ibadah salat, puasa, zakat, jihad di jalan Allah, serta amal ibadah sosial seperti membangun sekolah, rumah anak yatim, rumah orang-orang jompo, dan lain sebagainya. Amal kebajikan ini lebih baik pahalanya di sisi Allah daripada harta dan anak-anak yang jauh dari petunjuk Allah swt, dan tentu menjadi pembela dan pemberi syafaat bagi orang yang memilikinya di hari akhirat ketika harta dan anak tidak lagi bermanfaat.

#### Kesimpulan

- 1. Perubahan nasib dalam kehidupan manusia dari kaya menjadi miskin atau sebaliknya, sudah menjadi sunatullah, sama halnya dengan perubahan yang terjadi dalam dunia tumbuh-tumbuhan dari subur menjadi kering.
- Harta benda dan anak merupakan perhiasan hidup duniawi. Oleh karena itu, jangan sampai membuat orang lalai pada kehidupan akhirat yang lebih baik dan abadi.

#### KEJADIAN PADA HARI KIAMAT

وَيُوْمَ نُسَيِّرُ أَجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرُ نُهُمْ فَالَمْ نُغَادِرُمِ نُهُمُ اَحَلَّا ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَهُ مُعَادِرُمِ نُهُمُ اَحَلَا ﴿ عَلَى رَبِكَ صَفَّا لَهُ مُعَلَى كُمُ مَّوْعِلًا ﴿ عَلَى رَبِكَ صَفَّا لَهُ مَا كُمُ مُعَلَى كُمُ مَّا فِي وَلَيْ تَكُونَ لُو نَيْتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتْبِ وَوَضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي وَيَقُولُونَ لُو نَيْتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتْبِ لَا يُعْادِرُ صَغِيرًةً وَلَا كَبِيرًةً إِلاَّ أَحْطَمَ مَا وَوَجَدُوا مَا عَلُوا حَاضًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَلًا ﴿ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُحَلِّمُ وَالْمَاعِلُوا حَاضًا وَالْمَاعِلُوا حَاضًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَلًا ﴿ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

#### Terjemah

(47) Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan Kami kumpulkan mereka (seluruh manusia), dan tidak Kami tinggalkan seorang pun dari mereka. (48) Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. (Allah berfirman), "Sesungguhnya kamu datang kepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada pertama kali; bahkan kamu menganggap bahwa Kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu (kebangkitan untuk memenuhi) perjanjian." (49) Dan diletakkanlah kitab (catatan amal), lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata, "Betapa celaka kami, kitab apakah ini, tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya," dan mereka dapati (semua) apa yang telah mereka kerjakan (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun.

## (al-Kahf/18: 49) الْمُحْرِمِيْنَ (al-Kahf/18: 49)

Mujrim³n adalah bentuk jamak dari lafaz mujrim berasal dari kata jarama yang berarti memotong buah dari pohonnya. Kemudian makna ini menjadi istilah untuk suatu tindakan/perbuatan atau upaya yang dibenci. Bentuk ma¡dar-nya adalah jarimah. J±rim adalah orang yang telah melakukan dosa dan kesalahan (tindak pidana). Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang durhaka dan membuat kesalahan kepada Allah akan merasa ketakutan setelah melihat dengan jelas catatan-catatan yang tertulis dalam kitab yang tidak sedikit pun meninggalkan hal-hal yang kecil dan tidak pula yang besar. Mereka akan mendapati apa yang telah mereka kerjakan.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan bahwa kehidupan duniawi ini silih berganti tidak ada yang abadi, sehingga tidak wajar manusia teperdaya oleh keindahannya. Sebaiknya dia menjadikan dunia ini tempat melakukan amal saleh. Dalam ayat-ayat ini, Allah swt menerangkan berbagai kejadian yang menyertai peristiwa hari kiamat dimana manusia dibangkitkan dari kubur dan diperlihatkan kepada mereka catatan amal masing-masing ketika di dunia. Tidak ada yang keluar dari mulut orang yang lalai di dunia kecuali penyesalan.

#### **Tafsir**

(47) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Peristiwa-peristiwa itu antara lain:

Pada hari itu, Allah swt mencabut gunung-gunung dari cengkeraman bumi, sehingga hancur menjadi debu lalu diterbangkan ke udara sebagaimana Allah menerbangkan awan. Dalam ayat yang lain Allah swt berfirman:

# إِذَارُجَتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿ فَكَانَتْ هَبَّاءً مُنْكِفًا ﴿ إِذَارُجَتِ الْأَر

Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang beterbangan. (al-W±qi'ah/56: 4-6)

Keadaan permukaan bumi ketika itu tampak polos. Tidak ada lagi sisasisa benda peradaban manusia, pohon-pohon kayu, sungai-sungai, dan laut yang selama ini terdapat di permukaan bumi. Semua manusia tampak jelas di hadapan Tuhan, tidak ada satu pun yang menutupi keadaan mereka seperti diterangkan Allah dalam firman-Nya:

Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang gunung-gunung, maka katakanlah, "Tuhanku akan menghancurkannya (pada hari Kiamat) sehancurhancurnya, kemudian Dia akan menjadikan (bekas gunung-gunung) itu rata sama sekali, (Sehingga) kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana." (°±h±/20: 105-107)

Pada hari itu, Allah swt mengumpulkan umat manusia dari zaman awal sampai akhir, sesudah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Tidak seorang pun pada hari itu yang ketinggalan untuk diperiksa, baik raja maupun rakyat. Keadaan demikian diterangkan Allah swt dalam firman-Nya:

Katakanlah, "(Ya), sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. (al-W±qi'ah/56: 49-50)

Firman Allah swt:

... Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan (untuk dihisab), dan itulah hari yang disaksikan (oleh semua makhluk). (Hµd/11: 103)

Rasulullah saw menceritakan pula keadaan hari yang dahsyat itu sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمَعْتُ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً فَقُلْتُ: اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً فَقُلْتُ. (رواه مسلم) الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَهُمَّهُمْ ذَلكَ. (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari 'Aisyah ra bahwa dia berkata, "Aku dengar Rasulullah saw bersabda, "Pada hari kiamat itu manusia dikumpulkan (di Padang Mahsyar) berkaki telanjang, bertelanjang bulat, lagi tidak berkhitan." Aku lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah antara laki-laki dan perempuan saling melihat satu sama lain?" Rasul saw menjawab, "Ya 'Aisyah, urusan hari kiamat itu lebih dahsyat dari melihat satu sama lain." (Riwayat Muslim dalam sahihnya)

(48) Dalam ayat ini Allah swt menerangkan lagi apa yang terjadi pada hari kiamat itu, yaitu malaikat dan manusia dihadapkan kepada Allah dengan berbaris saf demi saf (barisan) seperti dalam salat jamaah, satu sama lain tidak saling menutupi, masing-masing dalam deretannya. Suasana mereka seperti pasukan di hadapan raja. Lalu Allah menyatakan kepada mereka yang kafir dan ingkar kepada hari kiamat dengan pernyataan yang menggentarkan hati mereka, bahwa mereka didatangkan di hadapan Tuhan tanpa harta dan anak, bahkan tanpa pakaian dan sepatu seperti halnya pada waktu mereka diciptakan pertama kali. Sebagaimana diterangkan Allah pada ayat yang lain dengan firman-Nya:

# وَلَقَدْجِتْ تُمُونَا فُرَادى كَمَاخَلَقْ لَكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَّاخَوَلْكُمْ وَرَآء ظُهُوْرِكُمْ

Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada Kami sebagaimana Kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah Kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia). (al-An'±m/6: 94)

Rasulullah saw menerangkan pula tentang peristiwa hari kiamat ini dengan sabdanya:

إِنَّ الله تَعَالَى يُنَادِى يَوْمَ الْقَيَامَة يَا عَبَادِيْ أَنَا الله لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَأَحْكُمُ اللهُ لَا إِلهَ إِلاَّ أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَأَحْكُمُ اللهَ وَيَسِّرُوْا جَوَابَكُمْ فَإِنَّكُمْ مَسْئُوْلُوْنَ اللهَ اللهَ اللهَ إِلاَّ أَنَا أَلهُ فَإِنَّكُمْ مَسْئُوْلُوْنَ مُحَاسَبُوْنَ، يَا مَلاَ تُكَتِيْ أَقَيْمُوا عِبَادِيْ صُفُوْفًا عَلَى أَطْرَافِ أَنَامِلِ أَقْدَامِهِمْ لِلْحِسَابِ. (رواه ابن منده عن معاذ بن جبل)

Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi memanggil pada hari kiamat, "Hai hamba-hamba-Ku. Aku Allah tiada Tuhan kecuali Aku, yang Maha Pengasih di antara yang pengasih, yang Mahabijaksana di antara yang bijaksana, dan

yang paling segera mengambil perhitungan. Siapkan alasan-alasanmu, mudahkanlah jawaban-jawabanmu. Kamu sekalian akan ditanya dan akan dihisab. Wahai malaikat-malaikat, aturlah hamba-hamba-Ku berdiri dalam barisan yang rapat untuk dihisab." (Riwayat Ibnu Mandah dari Mu'±<sup>©</sup> bin Jabal)

Allah mencerca mereka karena dahulu menganggap bahwa hari kebangkitan yang dijanjikan Tuhan itu tidak akan terjadi. Dulu mereka selalu menyombongkan diri di hadapan orang-orang Islam dengan harta kekayaan dan anak-anak mereka sambil mengingkari hari kiamat. Tapi pada saat hari kiamat itu terjadi, mereka tidak berkutik lagi.

(49) Dalam ayat ini, Allah swt menambahkan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat, yaitu buku catatan amal perbuatan seseorang semasa hidupnya di dunia diberikan kepadanya. Isi catatan itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan ada yang diberikan dari sebelah kanan, ada pula yang dari sebelah kiri. Orang-orang mukmin dan beramal saleh menerimanya dari sebelah kanan, lalu ia melihat isinya. Ternyata kebaikannya lebih besar dari kejahatannya, dan kejahatan itu segera diampuni oleh Allah swt. Maka dia dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana firman Allah swt:

Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku (ini)." Sesungguhnya aku yakin, bahwa (suatu saat) aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai, dalam surga yang tinggi. (al-+ ±qqah/69: 19-22)

Kepada orang kafir dan orang yang bersalah, kitab catatan amal mereka di dunia diberikan dari sebelah kiri. Lalu mereka melihat isinya, dan ternyata penuh dengan catatan dari berbagai kejahatan, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Bukti-bukti demikian itu menimbulkan rasa ketakutan di hati mereka terhadap hukuman Allah dan kecaman-kecaman manusia. Dengan penuh penyesalan mereka berkata, "Aduhai, celaka kami, mengapa buku catatan ini sedikit pun tidak meninggalkan kesalahan kami yang kecil apalagi yang besar, semuanya dicatatnya." Keadaan mereka diterangkan Allah lebih jauh dengan firman-Nya:

Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, "Alangkah baiknya jika kitabku (ini) tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku, Wahai, kiranya (kematian) itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku." (Allah berfirman), "Tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya." Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. (al-¦±qqah/69: 25-31)

Mereka mendapatkan segala tindakan mereka yang melanggar aturan agama dan kemanusiaan tertulis di hadapan mereka. Mereka lupa bahwa selama hidup di dunia ada malaikat-malaikat yang selalu mencatat dengan teliti segala perbuatan dan perkataan mereka. Firman Allah swt:

Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Infi<sup>-</sup>±r/82: 10-12)

Semua perbuatan manusia sengaja ditulis dalam buku catatan amal untuk diperlihatkan kepada mereka pada hari kiamat. Firman Allah swt:

(Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan (balasan) atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, (begitu juga balasan) atas kejahatan yang telah dia kerjakan.... (2 li 'Imr±n/3: 30)

Tidak ada seorangpun pada hari kiamat itu yang teraniaya. Setiap amal perbuatan akan ditimbang betapapun kecilnya. Allah swt menjamin tegaknya keadilan pada hari itu. Firman-Nya:

Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan. (al-Anbiy±'/21: 47)

Allah swt tidak akan merugikan hamba-hambanya, sebaliknya akan memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah, kecuali dosa

kekufuran. Dia memberikan hukuman kepada mereka berdasar hikmah dan keadilan-Nya. Allah memberikan pahala bagi mereka yang taat, dan menjatuhkan hukuman bagi yang berbuat maksiat.

#### Kesimpulan

- 1. Pada waktu terjadinya hari kiamat, gunung-gunung beterbangan dan seluruh permukaan bumi menjadi datar dan rata. Satu persatu manusia tampak dengan jelas sehingga mudah dihisab.
- 2. Masing-masing manusia pada kedahsyatan hari kiamat hanya melihat dirinya sendiri dan mereka dibariskan dalam barisan yang rapi.
- 3. Semua perbuatan dan perkataan manusia selama hidup di dunia dicatat pada buku catatan dirinya, dan diperlihatkan kepadanya pada Hari Perhitungan.

#### KETAATAN MALAIKAT DAN KEDURHAKAAN IBLIS

وَإِذْ قُلْنَا لِأُمْ لَإِ كَتْ الْمُحُدُوْ الِادْمَ فَسَجَدُوْ الْآ الْبَلِيْسَ كَانَ مِنَا يُجِنِّ فَفَسَقَ عَنَا مُرِرَبِّ الْمُتَخَذِدُونَ فُونَا فَا مَنْ كُمْ عَدُوَّ بِمُسْلِظُلِمِ يْنَ بَدَلًا هَمَا اللَّهُ مَدَّتُهُمْ لَكُمْ عَدُوَّ بِمُسْلِظُلِمِ يْنَ بَدَلًا هَمَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### Terjemah

(50) Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam!" Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Dia adalah dari (golongan) jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain Aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah (Iblis itu) sebagai pengganti (Allah) bagi orang yang zalim. (51) Aku tidak menghadirkan mereka (Iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan Aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. (52) Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Dia berfirman, "Panggillah olehmu sekutusekutu-Ku yang kamu anggap itu." Mereka lalu memanggilnya, tetapi

mereka (sekutu-sekutu) tidak membalas (seruan) mereka dan Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan (neraka). (53) Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga, bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

(al-Kahf/18: 51) عَضُدًا 4xud± عَضُدًا

Asal makna kata 'a«ud adalah anggota tubuh antara sikut dengan pundak leher. 'A«ud diartikan juga upaya penegakan pohon dengan tiang penyangga. Kemudian lafal ini dikiaskan dengan seseorang yang menjadi penolong bagi yang lainnya layaknya sikut yang menjadi penyangga antara tangan dan pundak. Ayat ini mengandung pengertian bahwa janganlah Iblis beserta anak cucunya dijadikan sebagai penolong, karena mereka telah mendurhakai perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam a.s. kepada Allah sebagai Pencipta. Tidak patut Iblis dijadikan sebagai auliya (pemimpin) bagi kita, hanya Allah lah sebaik-baik Penolong ('a«ud).

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan situasi pada hari kiamat dimana gunung-gunung terbang dari permukaan bumi dan orang-orang kafir ketakutan melihat catatan amal buruk dan kesombongan mereka. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah swt menerangkan kekafiran Iblis dan kedurhakaannya kepada perintah Tuhan yang juga disebabkan kesombongannya untuk sujud kepada Nabi Adam a.s.

#### Tafsir

(50) Dalam ayat ini dijelaskan ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka menaati perintah itu dan sujud kepadanya. Hanya Iblis yang menolak perintah itu. Malaikat yang selalu taat kepada Allah termasuk makhluk gaib, tidak seorangpun yang mengetahui hakikatnya. Menurut penjelasan Al-Qur'an, malaikat terbagi menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan mempunyai tugas masing-masing. Dalam Islam, yang memberi ilham kepada manusia untuk cenderung kepada kebenaran dan kebaikan adalah malaikat, sebagaimana yang terjadi pada kisah Maryam a.s. Sedangkan yang menggoda dan menimbulkan was-was dalam hati manusia ialah setan. Dia ingin mendorong manusia berbuat kejahatan, sebagaimana firman Allah swt:



Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir). (al-Bagarah/2: 268)

Malaikat dan setan adalah makhluk rohani yang memiliki hubungan dengan jiwa manusia, namun tidak diketahui hakikatnya. Manusia harus

beriman sebagaimana yang diperintahkan dalam rukun iman tanpa menambah dan menguranginya. Semua manusia bisa merasakan bahwa jika ia bermaksud mengerjakan sesuatu, terjadi pergolakan dalam jiwanya antara cenderung kepada kebaikan atau kejahatan, hingga keinginan yang satu mengalahkan yang lain. Jika kita cenderung kepada kebaikan, itu adalah akibat dorongan malaikat, dan jika cenderung kepada kejahatan, maka itu adalah dorongan setan.

Dilihat dari segi kejadian, keduanya berasal dari unsur yang berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin atau setan diciptakan dari lidah api. Firman Allah swt:

Dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. (ar-Ra¥m±n/55: 15)

Sabda Rasulullah saw:

Malaikat diciptakan dari cahaya, Iblis diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan seperti yang diceritakan kepadamu. (Riwayat Muslim dari '2'isyah r.a.)

Iblis menolak sujud kepada Adam karena menurutnya, unsur api lebih tinggi dari tanah. Karena Adam dibuat dari unsur tanah, Iblis merasa hina jika disuruh sujud dan hormat kepadanya, sebagaimana yang diceritakan Allah dalam firman-Nya:

(Allah) berfirman, "Apakah yang menghalangimu (sehingga) kamu tidak bersujud (kepada Adam) ketika Aku menyuruhmu?" (Iblis) menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." (al-A'r±f/7: 12)

Pendapat Iblis ini sangat keliru karena ketinggian derajat dan kemuliaan tidak tergantung pada asal usul, melainkan pada ketaatan kepada Allah. Karena tidak mau sujud kepada Adam, maka Iblis menjadi fasik dalam artian tidak taat kepada perintah Tuhan. Iblis menolak untuk taat karena isi perintah Allah tersebut berlawanan dengan jalan pikirannya. Jadi, dia keberatan untuk sujud kepada Adam. Iblis memiliki bakat suka membangkang dan selalu melakukan perlawanan sesuai dengan dasar kejadiannya dari nyala api.

Sesudah menjelaskan kefasikan Iblis, Tuhan mengingatkan manusia agar jangan sampai menempatkan Iblis dan keturunannya sebagai pemimpin, karena mereka adalah musuh manusia dan musuh Tuhan. Banyak riwayat, baik yang datang dari Nabi Muhammad saw maupun dari sahabat, yang menunjukkan Iblis dan keturunannya (setan) terus-menerus berkembangbiak, dan umat manusia diingatkan agar tidak tergoda rayuannya untuk mengikutinya.

Setan bertebaran di muka bumi ini untuk menggoda manusia. Hanya manusia yang zalim yang tunduk kepada godaan setan dan menjadikan mereka sebagai pemimpin dan pelindung. Sungguh, setan itu seburuk-buruk makhluk Allah. Orang-orang yang mengikuti setan dikatakan zalim karena Allah swt yang telah menurunkan rahmat dan kenikmatan kepada mereka ditinggalkan dan lebih memilih ajakan setan.

(51) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan tentang kekuasaan-Nya, dan menyatakan bahwa setan tidak berhak untuk menjadi pembimbing atau pelindung bagi manusia. Setan tidak mempunyai hak sebagai pelindung, tidak hanya disebabkan kejadiannya dari nyala api saja tetapi juga karena mereka tidak mempunyai saham dalam menciptakan langit dan bumi ini. Allah swt menegaskan bahwa Iblis dan setan tidak dihadirkan untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi ketika Allah menciptakannya, bahkan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidak pula sebagian mereka menyaksikan penciptaan sebagian yang lain. Bilamana mereka tidak punya andil dalam penciptaan itu, bagaimana mungkin mereka memberikan pertolongan dalam penciptaan tersebut. Dengan demikian, patutkah setansetan itu dijadikan sekutu Allah? Allah swt dalam menciptakan langit dan bumi ini tidak pernah sama sekali menjadikan setan-setan, berhala-berhala, dan sembahan-sembahan lainnya sebagai penolong. Hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, tanpa pertolongan siapapun. Oleh karena itu, setan-setan dan berhala-berhala tidak patut dijadikan sekutu bagi Allah dalam peribadatan seorang hamba-Nya. Sebab, yang disembah hanyalah yang ikut menciptakan bumi dan langit. Sekutu dalam penciptaan, sekutu pula dalam menerima ibadah. Dan sebaliknya tidak bersekutu dalam penciptaan, tidak bersekutu pula dalam menerima ibadah. Maka yang berhak menerima ibadah hanyalah Allah swt.

Allah swt berfirman:

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوْتِ وَلَا فِ الْاَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيْهِ مَامِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ أَنَّ

Katakanlah (Muhammad), "Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah! Mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam (penciptaan) langit dan bumi dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya." (Sab±/34: 22)

(52) Allah dalam ayat ini mengingatkan Rasulullah tentang hari kiamat. Allah menyeru kaum musyrikin dengan seruannya, "Cobalah panggil orangorang atau sembahan-sembahan yang kamu muliakan ketika di dunia, dan kamu anggap sebagai sekutu-Ku. Barangkali mereka sanggup memberikan perlindungan dan syafaat kepadamu, lalu melepaskan kamu dari azab yang sedang kamu hadapi saat ini." Lalu mereka segera memanggil sembahan-sembahan itu untuk meminta pertolongan dan memberi syafaat kepada mereka. Akan tetapi, ternyata sedikit pun sembahan-sembahan itu tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong mereka, bahkan tidak menjawab panggilan itu. Allah menjadikan antara orang-orang kafir itu dengan sembahan-sembahan mereka, tempat kebinasaan (maubiq/api neraka). Maubiq dalam ayat ini dapat pula berarti permusuhan, maksudnya terjadi permusuhan antara sembahan-sembahan itu dan penyembah-penyembahnya, sebagaimana dalam firman Allah swt:

Dan mereka telah memilih tuhan-tuhan selain Allah, agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak! Kelak mereka (sesembahan) itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka. (Maryam/19: 81-82)

(53) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa orang-orang yang berdosa, yakni penyembah-penyembah berhala atau selain Allah, menyaksi-kan api neraka pada hari kiamat. Mereka menyadari bahwa mereka akan memasuki neraka itu, dan tidak ada jalan keluar dari ancaman itu sama sekali. Allah telah menetapkan azab kepada mereka. Tidak ada kemungkinan lagi bagi mereka untuk menghindarkan diri dari azab, karena sudah terkepung dari segala penjuru. Alangkah besar duka cita mereka itu ketika menunggu hukuman yang dijatuhkan atas diri mereka.

#### Kesimpulan

- 1. Iblis tidak sujud kepada Adam dan menjadi fasik disebabkan oleh kesombongannya terhadap isi perintah Allah.
- Malaikat dan setan merupakan makhluk rohani yang mempunyai hubungan erat dengan kegiatan manusia. Malaikat berperan dalam hidup seseorang dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kebaikan, sedang setan berperan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kejahatan.

- 3. Setan, berhala, dan sembahan-sembahan selain Allah adalah makhluk, sehingga tidak berhak untuk disembah.
- 4. Orang-orang yang berdosa sebetulnya menderita sekalipun kelihatannya bahagia, dan di akhirat, mereka dimasukkan ke dalam api neraka.

#### AKIBAT TIDAK MENGINDAHKAN PERINGATAN ALLAH SWT

وَلِقَدْصَرَّفُنَافِيْ هَٰذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَالْإِنْسَانَا كُثَرَ ثَعَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعُ النَّاسَ اَنْ يُغُومُ وَالْفَعْرَانُ الْمُرْسَلِيْنَ الْاَمْ مَنْ عَفِرُوْا نَهَهُمُ الْاَنْسَانَ الْمُرْسَلِيْنَ الْاَمْ مَنْفِرُوْا نَهُمُ الْاَنْدِرِيْنَ وَهُمُنْذِرِيْنَ وَهُجَادِلُ الَّذِيْنَ وَكَانُونُ وَلَا اللَّهُ الْمَرْسَلِيْنَ الْاَمْبَيْمِ وَمَنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْسَلِيْنَ الْاَمْبَيْمِ وَمُنَاذِرِيْنَ وَهُمَانُ وَلَيْكَ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسَلِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

Terjemah

(54) Dan sesungguhnya Kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. (55) Dan tidak ada (sesuatu pun) yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang telah berlaku pada) umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. (56) Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan; tetapi orang yang kafir membantah dengan (cara) yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak (kebenaran), dan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. (57) Dan

siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, Kami telah menjadikan hati mereka tertutup, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau (Muhammad) menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. (58) Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu (untuk mendapat siksa) yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung dari-Nya. (59) Dan (penduduk) negeri itu telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.

## (al-Kahf/18: 54) وَقُرًا Kosakata: Wagran

Waqran berasal dari kata waqara yang berarti sumbatan yang ada di telinga. Waqarat u<sup>®</sup>unuhu berarti telinganya telah menjadi tuli dan tak bisa mendengar. Waqr juga diartikan penutup telinga yang dikenakan pada keledai atau unta. Arti lain dari waqr adalah tenang, kewibawaan, kebesaran dan rasa terhormat. Dalam Surah Nµh/71: 13: m± lakum l± tarjµna lill±hi waq±ran, diartikan dengan kebesaran Allah. Dalam Surah al-A¥z±b/33:33, waqarna bi buyµtikunna diartikan dengan hendaklah kalian tetap tenang di rumahmu. Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah meletakkan penyumbat (penutup) di telinga orang-orang yang telah diperingatkan oleh Allah melalui ayat-ayat-Nya tetapi mereka berpaling dan lupa dengan apa yang telah dikerjakan. Untuk kelompok ini, sekalipun kamu Muhammad menyeru kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah swt menerangkan penolakan Iblis untuk sujud kepada Adam a.s. karena merasa lebih tinggi kedudukannya. Ia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Menurut Iblis, api lebih tinggi tingkatnya dari tanah, sehingga Adam yang pantas sujud kepadanya. Pada ayat-ayat berikut ini Allah menjelaskan sikap orang-orang musyrik terhadap para rasul, Al-Qur'an, dan tanda-tanda keesaan Allah sehingga mereka dianggap sebagai orang-orang yang paling zalim.

#### Tafsir

(54) Ayat ini menjelaskan bahwa berbagai macam perumpamaan dikemukakan Allah di dalam Al-Qur'an, baik berupa perbandingan terhadap sesuatu ataupun berbentuk kisah. Hal ini dimaksudkan sebagai cermin perbandingan bagi manusia, sebab ia mempunyai akal pikiran. Dari binatang

kecil, seperti nyamuk, semut, lalat, dan lebah, sampai benda-benda alam yang besar, seperti gunung dan samudera, dijadikan contoh untuk menarik perhatian manusia. Namun demikian, manusia adalah makhluk yang paling suka membantah. Artinya, ketika Allah menyadarkan akal pikiran dan budi luhurnya dengan berbagai macam perumpamaan itu, mereka pun mencaricari dalih untuk mengingkari dan tidak mau mematuhinya. Hal itu disebabkan oleh pengaruh hawa nafsu, kesombongan, dan tipu daya setan dan Iblis.

Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah saw datang kepada Ali dan Fatimah pada suatu malam dan bertanya:

"Apakah kamu berdua salat?" Maka saya (Ali) menjawab, "Hai Rasulullah, diri kami ini sesungguhnya ada di tangan Allah, kalau dia mau membangkitkan kami, tentu Dia sanggup membangkitkan kami." Maka beliau berpaling ketika saya mengucapkan itu, dan beliau tidak menjawab perkataan saya sedikit pun. Kemudian saya mendengar beliau memukul pahanya sendiri sambil berpaling dan mengucapkan, "Tetapi manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah." (Riwayat al-Bukh±r³ dari Ali bin Abu °±lib)

(55) Setelah cukup banyak macam perumpamaan dan kias perbandingan dipaparkan dalam Al-Qur'an, tetapi ternyata manusia banyak yang ingkar, maka Allah kembali memberikan penjelasan tentang kesombongan orangorang kafir pada masa dahulu. Mereka mendustakan rasul dan tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawanya. Kendati mereka telah menyaksikan sendiri tanda-tanda dan bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran petunjuk-petunjuk itu, tetapi mereka tidak juga insaf dan tetap tidak mau mengikutinya. Padahal kalau mereka mau mengikuti petunjuk para rasul dan meninggalkan kemusyrikan, mau mohon ampun kepada Allah, dan bertobat atas kemaksiatan yang dilakukannya pada waktu yang silam, niscaya mereka akan diberi ampunan. Tetapi semua itu tidak mereka kerjakan.

Demikian pula kaum musyrikin Quraisy, mereka tidak mau mengikuti petunjuk Al-Qur'an, karena sifat ingkar dan keras kepala yang telah mengakar pada jiwa mereka. Sifat inilah yang mendorong mereka meminta ditimpakan siksaan atas mereka, sebagaimana yang pernah ditimpakan kepada orang-orang yang terdahulu, yaitu azab yang membinasakan mereka sampai ke akar-akarnya (azab isti';al), atau azab yang ditimpakan kepada mereka berturut-turut, azab demi azab dengan nyata.

Permintaan orang-orang musyrik Quraisy yang menentang Allah dan mengejek Rasulullah saw itu diterangkan oleh Allah swt dalam firman-Nya:

Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, "Ya Allah, jika (Al-Qur'an) ini benar (wahyu) dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." (al-Anf±l/8: 32)

Sikap mereka yang demikian itu menunjukkan kekafiran yang berlebihan yang mencelakakan bagi diri mereka sendiri.

(56) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan tugas para rasul-Nya, yaitu menyampaikan petunjuk dan menyadarkan manusia untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan dua cara:

Pertama: dengan cara tabsy³r, yaitu menyampaikan berita-berita yang menggembirakan. Barang siapa yang menuruti dan menaati petunjuk Allah, niscaya Dia akan memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Kedua: dengan cara in®±r, yaitu menyampaikan berita-berita yang berisi ancaman. Barang siapa yang tidak mau mematuhi petunjuk Allah, tetapi menuruti setan dan hawa nafsu, maka dia akan mendapatkan kerugian dan kecelakaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Petunjuk yang dibawa para rasul adalah petunjuk kebenaran yang mutlak karena dan datang dari Allah. Barang siapa membantahnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, berarti ia membantah kebenaran mutlak. Dengan kata lain, orang-orang kafir itu membuat kesalahan mutlak. Apalagi cara yang mereka tempuh adalah cara yang salah. Mereka tidak menempuh jalan yang lurus, berarti mereka berada pada jalan yang bengkok. Mereka menentang kesucian, berarti mereka menempuh jalan yang kotor. Keinginan mereka untuk menumpas kebenaran hanya akan sia-sia. Sebab kebenaran akan tetap tegak.

Inilah yang selalu dialami oleh setiap rasul dalam mengemban tugasnya menyampaikan kebenaran dan petunjuk-petunjuk Allah. Para rasul mendapat tantangan dan perlawanan dari orang-orang yang sombong. Seruan kebenaran dan ancaman Allah hanya jadi bahan ejekan dan olok-olokan mereka. Bahkan tidak jarang terjadi, kalau orang-orang kafir itu terdesak dan kewalahan, mereka mengeluarkan ancaman-ancaman yang langsung ditujukan kepada para rasul atau pengikut-pengikutnya.

(57) Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa menolak kebenaran adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Allah telah memperingatkan dengan cara yang menyenangkan hati, berupa kabar gembira, ataupun dengan cara ancaman, namun orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu

tetap keras kepala, dan tetap memilih kekafiran dan perbuatan maksiat yang terus mereka kerjakan.

Dengan sikap keras kepala dan menolak kebenaran itu berarti mereka telah menganiaya atau menzalimi diri sendiri. Kezaliman pada diri sendiri yang mereka lakukan mengundang hukuman Allah yang datang beruntun atas diri mereka. Setelah mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh rasul, mereka pun lupa atas tindakan kekafiran dan kemaksiatannya. Penolakan mereka terhadap kebenaran menyebabkan mereka terseret kepada tindakan-tindakan kemaksiatan.

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu menyebabkan mereka lupa atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Akhirnya, mereka sama sekali tidak dapat memikirkan akibat apa yang akan menimpa diri mereka sendiri. Hatinya telah membatu, sehingga tidak dapat memahami kebenaran manapun. Seruan kebenaran syariat Islam tidak mereka dengar lagi, kian hari mereka bertambah parah, sehingga obat apapun yang diberikan tidak akan dapat menolong. Ayat ini sangat tepat diberlakukan pada orang musyrik Mekah yang mati dalam kekafiran.

(58) Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa Dia Maha Pengampun, dan rahmat-Nya Mahaluas, meliputi seluruh alam, seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Salah satu bukti atas sifat pemurah dan rahmat Allah Yang Maha Luas itu ialah Dia tidak segera menjatuhkan azab atas orang-orang kafir musyrik. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi mereka kembali menjadi sadar, karena setiap manusia mempunyai benih kebaikan di dalam dirinya. Diharapkan pikirannya yang jernih akan menyuburkan fitrah manusiawinya untuk berkembang dan ingat kembali kepada Tuhan. Sehingga kalau mereka mau memohon ampun, meskipun dosa-dosanya menumpuk dan menggunung, niscaya akan diampuni oleh Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Memang ada di antara orang-orang yang sesat itu yang dapat melepaskan diri dari kesesatan, kemudian kembali ke jalan yang benar.

Meskipun Allah memiliki sifat menahan murka, Maha Pengampun dan Mahaluas Rahmat-Nya, namun kalau tenggang waktu yang sudah diberikan tidak juga digunakan untuk menyadari diri, maka akan datang waktu yang sudah dijanjikan Allah untuk mengazab para musyrikin dan orang-orang kafir itu. Kalau ketentuan batas waktu itu sudah tiba, mereka harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Mereka harus menanggung azab Allah akibat perbuatan mereka sendiri. Pada waktu itu, tidak ada seorang pun yang dapat membelanya, dan tidak ada suatu tempat pun yang dapat dijadikan untuk berlindung.

(59) Dalam ayat ini, Allah mengingatkan kembali negeri-negeri yang telah dibinasakan beserta penduduknya, karena tetap berbuat zalim dan kufur kepada ayat-ayat Allah, kendatipun telah diberi peringatan dan ancaman oleh para rasul yang diutus kepada mereka. Negeri-negeri beserta penduduknya

itu antara lain: Madyan (negeri kaum Syu'aib), ¦ ijr (negeri kaum ¤amµd), al-A¥q±f (negeri kaum '²d), dan Sodom (negeri kaum Lu¯).

Kebinasaan mereka itu sengaja disebutkan kembali dengan maksud bahwa kendati Allah memiliki sifat Pengampun dan Mahaluas Rahmat-Nya, namun kalau suatu bangsa atau penduduk suatu negeri tetap berbuat zalim dan kufur kepada ayat-ayat Allah, mereka akan dihancurkan beserta negerinya.

Selain dari sifat tersebut di atas, Allah juga memiliki sifat Maha Adil. Dia akan menjatuhkan azab dan hukuman sesuai dengan tindak perbuatan hamba-Nya itu sendiri. Hal ini pun berlaku atas kaum kafir dan musyrikin Quraisy. Kalau sudah datang waktunya, maka para pemuka kaum Quraisy Mekah itu dihancurkan Tuhan, yaitu pada Perang Badar.

Peringatan ini dimaksudkan juga untuk menambah kuat dan mantap keimanan orang-orang yang sudah beriman.

#### Kesimpulan

- Dalam Al-Qur'an banyak dikemukakan berbagai perumpamaan dan contoh yang sangat berfaedah bagi keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, di antara manusia itu ada yang selalu mencari-cari dalih untuk menolak kebenaran Al-Qur'an.
- 2. Keengganan mereka menerima petunjuk dan seruan kebenaran itu sama halnya dengan mengundang azab Allah atas diri mereka sendiri seperti halnya kaum-kaum yang terdahulu.
- Meskipun mereka telah berbuat demikian, namun kalau mereka mau memohon ampun kepada Allah, niscaya diampuni juga dosa-dosa mereka. Sebab, Allah memiliki sifat Maha Pengampun dan Mahaluas belas kasih-Nya.
- 4. Orang-orang yang menolak kebenaran itu tidak segera dijatuhi azab, agar mereka sadar dan bertobat, karena telah diberi tenggang waktu untuk menggunakan akal pikirannya.
- Kalau mereka tetap tidak mau sadar, berarti telah berbuat zalim terhadap diri sendiri. Itu berarti mereka telah mengganti kebenaran dengan kebatilan dan tidak lagi dapat memahami dan membedakan antara yang benar dan yang batil.
- 6. Tugas rasul dalam hal ini hanyalah mengingatkan mereka. Tetapi kalau mereka tetap membandel, kehancuran akan segera menimpa mereka sebagai azab dari Allah swt tinggal menunggu waktu saja.
- 7. Metode dakwah ada dua cara: *tabsy³r* atau memberi kabar gembira dengan cara yang menyejukkan hati, dan *in®±r* atau peringatan keras.

#### KISAH NABI MUSA DAN KHIDIR A.S.

لىمَالْمُ تَتَحِطُ بِهِ خُبُرًا ۞قَالَ سَ

Terjemah

(60) Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua laut; atau aku akan berjalan (terus sampai) bertahun-tahun." (61) Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu (ikan) itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. (62) Maka ketika mereka telah melewati (tempat itu), Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah ke mari makanan kita; sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." (63) Dia (pembantunya) menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan (ikan) itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." (64) Dia (Musa) berkata, "Itulah (tempat) yang kita cari." Lalu

keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. (65) Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan rahmat kepadanya dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi Kami. (66) Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk?" (67) Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. (68) Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" (69) Dia (Musa) berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apa pun." (70) Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apa pun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

(al-Kahf/18: 60) مَجْمَعَ الْبُحْرَيْنِ (al-Kahf/18: 60)

Sebagai kosakata, *Mu'jam Alf±§ al-Qur'±n al-Kar³m* mengartikan, *majma'* ialah "tempat pertemuan," dan *ba¥rain* berarti "dua lautan," jadi "pertemuan dua lautan." Tetapi kalangan mufasir memberi penafsiran lebih jauh yang agak berbeda. *Tafsir al-Bai«awi* mengatakan bahwa *majma' al-ba¥rain* ialah pertemuan dua lautan, Laut Persia dan Laut Tengah (Mediterania) sebelah timur. Dikatakan juga, artinya dua lautan ilmu, Musa dalam arti ilmu lahir dan Khidir ilmu batin. Al-Bagawi mengutip Qatadah mengatakan Laut Persia dan Laut Tengah sebelah timur, Muhammad bin Ka'ab mengatakan, Tangier di Afrika Utara, sedang Ubai bin Ka'ab hanya mengatakan letaknya di Afrika. Abdullah Yusuf Ali berpendapat, pertemuan dua teluk di Laut Merah, yakni Teluk 'Aqabah dan Teluk Suez, yang melingkari Semenanjung Sinai. Ada pula pendapat, bahwa *majma' al-ba¥rain* ialah "pertemuan dua Sungai Nil," Nil Putih dan Nil Biru di Sudan. *Wall+hu a'lam*.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan betapa keras kepala dan ingkarnya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang menolak seruan yang disampaikan Rasulullah saw. Padahal, perumpamaan dan kisah orang-orang yang dibinasakan Allah karena pembangkangan mereka, banyak dipaparkan dalam Al-Qur'an. Pada ayat-ayat berikut ini, digambarkan betapa gigihnya hati Nabi Musa a.s. untuk mendapatkan kebenaran dan kedalaman ilmu. Betapapun sulit dan penuh bahaya suatu perjalanan dan sukarnya cara yang harus ditempuh, namun ia pantang menyerah.

#### Tafsir

(60) Dalam ayat ini, Allah menceritakan betapa gigihnya tekad Nabi Musa a.s. untuk sampai ke tempat bertemunya dua laut. Berapa tahun dan sampai kapan pun perjalanan itu harus ditempuh, tidak menjadi soal baginya, asal tempat itu ditemukan dan yang dicari didapatkan.

Penyebab Nabi Musa a.s. begitu gigih untuk mencari tempat itu ialah beliau mendapat teguran dan perintah dari Allah, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwasanya Musa a.s. (pada suatu hari) berkhutbah di hadapan Bani Israil. Kemudian ada orang bertanya kepada beliau, "Siapakah manusia yang paling alim." Beliau menjawab, "Aku." Maka Allah menegurnya karena dia tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, "Aku mempunyai seorang hamba di tempat pertemuan dua laut yang lebih alim daripadamu." (Riwayat al-Bukh±r³ dari Ubay bin Ka'ab)

Dalam wahyu tersebut, Allah menyuruh Nabi Musa agar menemui orang itu dengan membawa seekor ikan dalam kampil (keranjang), dan dimana saja ikan itu lepas dan hilang di situlah orang itu ditemukan. Lalu Musa a.s. pergi menemui orang yang disebutkan itu, dan dalam hadis tidak diterangkan di mana tempatnya. Demikianlah kebulatan tekad yang dimiliki oleh seorang yang berhati dekat dengan Tuhannya. Dengan tangkas dan giat, dia melaksanakan seruan-Nya.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud Musa dalam ayat ini adalah Nabi Musa bin Imran, nabi Bani Israil yang Allah turunkan kepadanya kitab Taurat yang berisi syariat. Nabi Musa adalah seorang nabi yang mempunyai berbagai mukjizat yang luar biasa. Alasan mereka antara lain ialah Musa yang disebut-sebut dalam Al-Qur'an ialah Musa yang menerima Kitab Taurat. Dengan demikian, Musa di sini pun tentu Musa yang menerima Taurat itu pula. Jika yang dimaksud dalam ayat ini adalah Musa yang lain, tentu ada penjelasannya.

Menurut Nauf al-Bukal<sup>3</sup>, yang dimaksud Musa di sini ialah Musa bin Misya bin Yusuf bin Yakub, yaitu seorang nabi yang diangkat sebelum Nabi Musa bin Imran. Alasan mereka antara lain:

 Tidak masuk akal kalau yang dimaksud dengan Musa di sini ialah Nabi Musa bin Imran. Sebab beliau adalah seorang nabi yang telah pernah berbicara langsung dengan Allah, menerima kitab Taurat dari-Nya, dan dapat mengalahkan musuhnya dengan mukjizat yang luar biasa. Bagaimana mungkin dapat diterima akal, seorang yang luar biasa seperti itu disuruh Allah pergi menemui orang lain dan masih harus berguru kepadanya. 2. Musa bin Imran, nabi Bani Israil itu, setelah keluar dari Mesir dan pergi ke Gurun Pasir Sinai, tidak pernah meninggalkan tempat itu dan beliau wafat di sana.

Alasan-alasan mereka ini dapat dibantah. Seseorang bagaimanapun tinggi ilmu pengetahuannya, tentu saja masih ada segi kelemahannya. Demikian pula halnya dengan Nabi Musa, tentu ada segi kekurangan dan kelemahannya. Pada segi inilah kelebihan Nabi Khidir dari Nabi Musa. Inilah yang harus dipelajari Nabi Musa darinya, yaitu hal-hal yang diceritakan Allah swt pada ayat-ayat berikut.

Kepergian Nabi Musa dari Semenanjung Sinai boleh jadi tidak diberitahukan kepada Bani Israil, sehingga mereka menyangka kepergiannya untuk bermunajat kepada Allah. Setelah kembali, Nabi Musa tidak menceritakan peristiwa pertemuannya dengan Khidir karena peristiwa itu boleh jadi belum dapat dipahami kaumnya. Oleh karena itu, dipesankan kepada pemuda yang ikut bersamanya agar merahasiakannya.

Pemuda yang menyertai Nabi Musa ini bernama Yusya' bin Nun bin Afratim bin Yusuf a.s. Dia adalah pembantu dan muridnya. Yusya' inilah yang memimpin Bani Israil memasuki Palestina ketika Nabi Musa telah meninggal dunia.

Dalam ayat ini, Allah telah memberikan contoh tentang kesopanan menurut ajaran Islam, yaitu untuk memanggil bujang atau pembantu rumah tangganya dengan sebutan  $fat\pm$  (pemuda) bagi pembantu lelaki, dan fatat bagi pembantu perempuan. Nabi Muhammad saw pernah bersabda:

Janganlah seseorang di antara kamu memanggil hambaku atau hamba perempuanku, tetapi hendaklah memanggil fat±ya atau fat±t³. (Riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim dari Abu Hurairah)

Mengenai orang yang hendak dijumpai oleh Nabi Musa a.s. adalah Balya bin Malkan. Kebanyakan para ahli tafsir menjulukinya dengan sebutan Khidir. Mereka juga berpendapat bahwa beliau seorang nabi dengan alasan firman Allah swt:

...yang telah Kami berikan rahmat kepadanya dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi Kami. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk?" (al-Kahf/18: 65-66)

Yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat ini ialah wahyu kenabian. Sebab sambungan (akhir) ayat ini menyebutkan rahmat itu langsung diajarkan dari sisi Allah tanpa perantara dan yang berhak menerima seperti itu hanyalah para nabi. Lagi pula dalam ayat berikutnya disebutkan supaya (Nabi) Khidir mengajarkan ilmu yang benar kepada Nabi Musa. Tidak ada nabi yang belajar kepada bukan nabi. Bahkan pada ayat 82 juga disebutkan:

# وَمَا فَعَلْتُهُ عَنَّ أَمْرِي

Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. (al-Kahf/18: 82)

Maksud ayat di atas adalah setelah Nabi Musa dan Yusya' mengikutinya, Nabi Khidir melakukan yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Tetapi waktu Nabi Musa bertanya kepadanya, demikianlah jawabannya. Ini berarti bahwa tindakan Nabi Khidir itu berdasarkan wahyu dari Allah, dan ini adalah satu bukti yang kuat bagi kenabiannya.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan dan pelajaran bahwa rendah hati itu mempunyai nilai yang jauh lebih baik daripada sombong.

(61) Dalam ayat ini, Allah menceritakan bahwa setelah Nabi Musa dan Yusya' sampai ke pertemuan dua laut, mereka berhenti, tetapi tidak tahu bahwa tempat itulah yang harus dituju. Sebab, Allah tidak memberi tahu dengan pasti tempat itu. Hanya saja Allah memberi petunjuk ketika ditanya oleh Nabi Musa sebelum berangkat, sebagaimana sabda Rasul saw ketika menceritakan pertanyaan Nabi Musa itu:

Ya Tuhanku, bagaimana saya dapat menemukannya? Allah berfirman, "Bawalah seekor ikan dan masukkan pada sebuah kampil, manakala ikan itu hilang, di situlah tempatnya." (Riwayat al-Bukh±r³ dari Ubay bin Kaʻab)

Di atas sebuah batu besar di tempat itu, Nabi Musa dan muridnya merasa mengantuk dan lelah. Keduanya pun tertidur dan lupa pada ikannya. Ketika itu, ikan yang ada dalam kampil tersebut hidup kembali dan menggelepargelepar, lalu keluar dan meluncur menuju laut. Padahal kampil waktu itu ada di tangan Yusya'. Kejadian ini, yaitu ikan mati menjadi hidup kembali, merupakan mukjizat bagi Nabi Musa a.s..

Setelah bangun tidur, mereka pun melanjutkan perjalanan. Yusya' pun lupa tidak menceritakan kepada Nabi Musa kejadian yang aneh tentang ikan yang sudah mati hidup kembali.

(62) Dalam ayat ini, Allah menceritakan bahwa keduanya terus melanjutkan perjalanannya siang dan malam. Nabi Musa pun merasa lapar dan berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini."

Perasaan lapar dan lelah setelah melampaui tempat pertemuan dua laut itu ternyata mengandung hikmah, yaitu mengembalikan ingatan Nabi Musa a.s. kepada ikan yang mereka bawa.

Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan betapa luhurnya budi pekerti Musa a.s. dalam bersikap kepada muridnya. Apa yang dibawa oleh muridnya sebagai bekal itu merupakan milik bersama, bukan hanya milik sendiri. Betapa halus perasaannya ketika menyadari bahwa letih dan lapar itu tidak hanya dirasakan dirinya, tetapi juga dirasakan orang lain.

- (63) Dalam ayat ini, Yusya' menjawab secara jujur bahwa ketika mereka beristirahat dan berlindung di batu tempat bertemunya dua laut, ikan itu telah hidup kembali dan menggelepar-gelepar, lalu masuk ke laut dengan cara yang sangat mengherankan. Namun, dia lupa dan tidak menceritakan kepada Nabi Musa a.s.. Kekhilafan ini bukan karena ia tidak bertanggung jawab, tetapi setan yang menyebabkannya.
- (64) Mendengar jawaban seperti tersebut di atas, Nabi Musa menyambutnya dengan gembira seraya berkata, "Itulah tempat yang kita cari. Di tempat itu, kita akan bertemu dengan orang yang kita cari, yaitu Nabi Khidir." Mereka pun kembali mengikuti jejak semula, untuk mendapatkan batu yang mereka jadikan tempat berlindung. Menurut al-Biqa'³, firman Allah dalam ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu berjalan di padang pasir, sehingga tidak ada tanda-tanda, akan tetapi ada jejak mereka. Maka ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dalam firman Allah tentang pertemuan dua laut itu ialah pertemuan air tawar (sungai Nil) dengan air asin (Laut Tengah) yaitu kota di Dimya⁻ atau Rasyid di negeri Mesir.
- (65) Dalam ayat ini, dikisahkan bahwa setelah Nabi Musa dan Yusya' menelusuri kembali jalan yang dilalui tadi, mereka sampai pada batu yang pernah dijadikan tempat beristirahat. Di tempat ini, mereka bertemu dengan seseorang yang berselimut kain putih bersih. Orang ini disebut Khidir, sedang nama aslinya adalah Balya bin Mulkan. Ia digelari dengan nama Khidir karena ia duduk di suatu tempat yang putih, sedangkan di belakangnya terdapat tumbuhan menghijau. Keterangan ini didasarkan pada hadis berikut:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, "Dinamakan Khidir karena ia duduk di atas kulit binatang yang putih. Ketika tempat itu bergerak, di belakangnya tampak tumbuhan yang hijau." (Riwayat al-Bukh±r³)

Dalam ayat ini, Allah swt juga menyebutkan bahwa Khidir itu ialah orang yang mendapat ilmu langsung dari Allah. Ilmu itu tidak diberikan kepada Nabi Musa, sebagaimana juga Allah telah menganugerahkan ilmu kepada Nabi Musa yang tidak diberikan kepada Khidir.

Menurut Hujjatul Islam al-Gazali, bahwa pada garis besarnya, ada dua cara bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu:

- 1. Proses pengajaran dari manusia, disebut *at-ta'l³m al-ins±n³*, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Belajar kepada orang lain (di luar dirinya).
  - b. Belajar sendiri dengan menggunakan kemampuan akal pikiran.
- 2. Pengajaran yang langsung diberikan Allah kepada seseorang yang disebut at-ta'l³m ar-rabb±n³, yang dibagi menjadi dua juga, yaitu:
  - a. Diberikan dengan cara wahyu, yang ilmunya disebut: 'ilm al-anbiy±' (ilmu para nabi) dan ini khusus untuk para nabi.
  - b. Diberikan dengan cara ilham yang ilmunya disebut 'ilm ladunn³ (ilmu dari sisi Tuhan). 'Ilm ladunn³ ini diperoleh dengan cara langsung dari Tuhan tanpa perantara. Kejadiannya dapat diumpamakan seperti sinar dari suatu lampu gaib yang langsung mengenai hati yang suci bersih, kosong lagi lembut. Ilham ini merupakan perhiasan yang diberikan Allah kepada para kekasih-Nya (para wali).
- (66) Dalam ayat ini, Allah menyatakan maksud Nabi Musa a.s. datang menemui Khidir, yaitu untuk berguru kepadanya. Nabi Musa memberi salam kepada Khidir dan berkata kepadanya, "Saya adalah Musa." Khidir bertanya, "Musa dari Bani Israil?" Musa menjawab, "Ya, benar!" Maka Khidir memberi hormat kepadanya seraya berkata, "Apa keperluanmu datang kemari?" Nabi Musa menjawab bahwa beliau datang kepadanya supaya diperkenankan mengikutinya dengan maksud agar Khidir mau mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh.

Dalam ayat ini, Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa sebagai calon murid kepada calon gurunya dengan mengajukan permintaan berupa bentuk pertanyaan. Itu berarti bahwa Nabi Musa sangat menjaga kesopanan dan merendahkan hati. Beliau menempatkan dirinya sebagai orang yang bodoh dan mohon diperkenankan mengikutinya, supaya Khidir sudi mengajarkan sebagian ilmu yang telah diberikan kepadanya. Menurut al-Qa«i, sikap demikian memang seharusnya dimiliki oleh setiap pelajar dalam mengajukan pertanyaan kepada gurunya.

(67) Dalam ayat ini Khidir menjawab pertanyaan Nabi Musa sebagai berikut, "Hai Musa, kamu tak akan sabar mengikutiku. Karena saya memiliki ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadaku yang kamu tidak mengetahuinya, dan kamu memiliki ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu yang aku tidak mengetahuinya."

Kemampuan Khidir meramal sikap Nabi Musa kalau sampai menyertainya didasarkan pada ilmu *ladunni* yang telah beliau terima dari Allah di samping ilmu *anbiy±'* yang dimilikinya, seperti tersebut dalam ayat 65 di atas. Dan memang demikianlah sifat dan sikap Nabi Musa yang keras dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang bertentangan dengan syariat yang telah beliau terima dari Allah.

(68) Dalam ayat ini, Khidir menegaskan kepada Nabi Musa tentang sebab beliau tidak akan sabar nantinya kalau terus menerus menyertainya. Di sana Nabi Musa akan melihat kenyataan bahwa pekerjaan Khidir secara lahiriah bertentangan dengan syariat Nabi Musa a.s. Oleh karena itu, Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimana kamu dapat bersabar terhadap perbuatan-perbuatan yang lahirnya menyalahi syariatmu, padahal kamu seorang nabi. Atau mungkin juga kamu akan mendapati pekerjaan-pekerjaanku yang secara lahiriah bersifat mungkar, sedang pada hakikatnya kamu tidak mengetahui maksud atau kemaslahatannya.

Sebenarnya memang demikian sifat orang yang tidak bersabar terhadap perbuatan mungkar yang dilihatnya. Bahkan segera ia mengingkarinya.

- (69) Dalam ayat ini, Nabi Musa berjanji tidak akan mengingkari dan tidak akan menyalahi apa yang dikerjakan oleh Khidir. Beliau juga berjanji akan melaksanakan perintah Khidir selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Janji yang beliau ucapkan dalam ayat ini didasari dengan kata-kata "insya Allah" karena beliau sadar bahwa sabar itu perkara yang sangat besar dan berat, apalagi ketika melihat kemungkaran.
- (70) Dalam ayat ini, Khidir dapat menerima Musa a.s. dengan pesan, "Jika kamu (Nabi Musa) berjalan bersamaku (Khidir) maka janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang aku lakukan dan tentang rahasianya, sehingga aku sendiri menerangkan kepadamu duduk persoalannya. Jangan kamu menegurku terhadap sesuatu perbuatan yang tidak dapat kau benarkan hingga aku sendiri yang mulai menyebutnya untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya."

Nabi Musa mau menerima syarat itu, memang sebenarnya sikap Nabi Musa yang demikian itu merupakan sopan-santun orang yang terpelajar terhadap cendekiawan, sikap sopan-santun murid dengan gurunya atau sikap pengikut dengan yang diikutinya. Kadang-kadang rahasia guru atau orang yang diikuti belum tentu dipahami oleh murid atau pengikutnya ketika itu juga, tetapi baru dapat dipahami kelak di kemudian hari.

#### Kesimpulan

- 1. Nabi Musa a.s. berjalan dengan muridnya untuk menemui Khidir a.s.
- 2. Musa a.s. mohon kepada Khidir agar diberi pelajaran dan pengalaman.
- 3. Khidir bersedia menerima permintaan Musa asal ia bersedia sabar dan tidak menanyakan segala persoalan yang dihadapinya.
- 4. Adanya kemauan yang keras dari Musa untuk berguru kepada Khidir.

5. Kisah Nabi Musa dan Khidir bisa menjadi pedoman dalam adab dan sopan santun seorang murid terhadap gurunya dan semangat untuk mencari ilmu.

## KHIDIR MEMBOCORKAN PERAHU DAN MEMBUNUH SEORANG ANAK

فَانْطَلَقًا حَثَى إِذَارَكِها فِي السَّفِينَة خَرُقَهَا قَالَ اَخَرَقَهَا لِنُغْرِقَ اَهُلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْكَ إِمُرًا ۞ قَالَ اَلَمُ اقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ لَا تُوَاخِذُ نِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرَقِقُنِي مِنَا مُرِي عُسُرًا ۞ فَانْطَلَقاً حَتَى إِنَالِقِيا غُلُمًا فَقَتَلَهُ قَالَ اقَتَلْتَ نَفْسًا زُكِيَّةً إِغَيْرُ نِفَسٍّ لَقَدْ جِئْتَ شَيَّا كُنْكُرًا ۞

#### Terjemah

(71) Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Dia (Musa) berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu, apakah untuk menenggelamkan penumpangnya?" Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. (72) Dia berkata, "Bukankah sudah aku katakan, bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersama dengan aku." (73) Dia (Musa) berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." (74) Maka berjalanlah keduanya; hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia (Musa) berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."

(al-Kahf/18: 71) خَرُقَهَا Kosakata: *Kharaqah*±

Kharaqah± terambil dari kata kharaqa – yakhriqu – kharqan yang berarti memotong sesuatu dengan jalan merusaknya tanpa berpikir dan pertimbangan lebih dahulu. Kata kharaqa merupakan antonim dari kata kh±laq yang berarti menciptakan sesuatu dengan pikiran dan pertimbangan. Kata kharaqa juga dapat diartikan dengan melubangi atau menembus, (al-Isr±'/17: 37) lan takhriqal ar«a. Lubang anting pada daun telinga ketika melebar disebut dengan kharq. Sedangkan kharaqaha dalam ayat ini dimaksudkan bahwa Khidir melubangi perahu yang mereka tumpangi tanpa berpikir dan berkata-kata.

#### Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu, diceritakan bahwa Musa a.s. beserta muridnya mencari Khidir a.s. untuk menerima pelajaran dan mencari pengalaman. Diterangkan pula bahwa Musa a.s. bersedia memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh Khidir agar diterima menjadi muridnya. Pada ayat-ayat berikut ini, diterangkan pengalaman-pengalaman yang dialami Musa a.s. selama berjalan mengikuti Khidir dan sikapnya terhadap pengalaman-pengalaman itu.

#### Tafsir

(71) Dalam ayat ini, Allah mengisahkan bahwa keduanya (Nabi Musa dan Khidir) telah berjalan di tepi pantai untuk mencari sebuah kapal, dan kemudian mendapatkannya. Keduanya lalu menaiki kapal itu dengan tidak membayar upahnya, karena para awak kapal sudah mengenal Khidir dan pembebasan upah itu sebagai penghormatan kepadanya.

Ketika kapal itu sedang melaju di laut dalam, tiba-tiba Khidir mengambil kampak lalu melubangi dan merusak sekeping papan di dinding kapal itu. Melihat kejadian seperti itu, dengan serta merta Nabi Musa berkata kepada Khidir, "Mengapa kamu lobangi perahu itu? Hal itu dapat menenggelamkan seluruh penumpangnya yang tidak berdosa? Sungguh kamu telah mendatangkan kerusakan yang besar dan tidak mensyukuri kebaikan hati para awak kapal yang telah membebaskan kita dari uang sewa kapal ini." Kemudian Nabi Musa mengambil kainnya untuk menutup lubang itu.

- (72) Dalam ayat ini, Khidir mengingatkan kepada Nabi Musa tentang persyaratan yang harus dipenuhinya kalau masih ingin menyertai Khidir dalam perjalanan. Khidir juga mengingatkan bahwa Nabi Musa takkan sanggup bersabar atas perbuatan-perbuatan yang dikerjakannya, bahkan beliau akan melawan dan menamakan perbuatan-perbuatan yang dikerjakannya itu sebagai kesalahan yang besar, karena Nabi Musa tidak memiliki pengetahuan untuk mengetahui rahasia apa yang terkandung dibalik perbuatan-perbuatan itu. Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Bukankah telah kukatakan bahwasanya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku?"
- (73) Dalam ayat ini, Nabi Musa insaf dan mengetahui kealpaannya atas janjinya. Oleh karena itu, dia meminta kepada Khidir agar tidak menghukumnya karena kealpaannya, dan tidak pula memberatkannya dengan pekerjaan yang sulit dilakukan. Nabi Musa juga meminta kepada Khidir agar diberi kesempatan untuk mengikutinya kembali supaya memperoleh ilmu darinya, dan memaafkan kesalahannya itu.
- (74) Dalam ayat ini, Allah mengisahkan bahwa keduanya mendarat dengan selamat dan tidak tenggelam, kemudian keduanya turun dari kapal dan meneruskan perjalanan menyusuri pantai. Kemudian terlihat oleh Khidir seorang anak yang sedang bermain dengan kawan-kawannya, lalu dibunuhnya anak itu. Ada yang mengatakan bahwa Khidir itu membunuhnya

dengan cara memenggal kepalanya, ada yang mengatakan dengan mencekiknya. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak menyebutkan bagaimana cara Khidir membunuh anak itu, apakah dengan memenggal kepalanya, membenturkan kepalanya ke dinding batu, atau cara lain. Kita tidak perlu memperhatikan atau menyelidikinya.

Melihat peristiwa itu, dengan serta merta Nabi Musa berkata kepada Khidir, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang masih suci dari dosa dan tidak pula karena dia membunuh orang lain? Sungguh kamu telah berbuat sesuatu yang mungkar, yang bertentangan dengan akal yang sehat.

Dalam ayat ini, pembunuh disebut dengan kata *nukr* (mungkar), sedangkan melubangi perahu dalam ayat 71 disebut kata *imr* (kesalahan yang besar). Penyebabnya adalah pembunuhan terhadap anak itu lebih keji dibandingkan dengan melubangi perahu. Melubangi perahu tidak menghilangkan nyawa apabila tidak tenggelam. Tetapi pembunuhan atau menghilangkan nyawa yang tidak sejalan dengan ajaran agama itu nyatanyata suatu perbuatan mungkar. Pembunuhan yang dapat dibenarkan oleh ajaran agama hanyalah karena murtad, zina muhsan, atau karena *qi*<sub>i</sub>a<sub>i</sub>.

#### Kesimpulan

- 1. Kisah ini mengisyaratkan kuatnya rasa ingin tahu Musa a.s. terhadap sesuatu yang belum dipahami.
- 2. Rasa ingin tahu ini menyebabkan Nabi Musa menampakkan rasa tidak sabarnya untuk bertanya kepada Khidir tentang rahasia di balik setiap perbuatannya.
- 3. Kesabaran merupakan salah satu unsur penting dalam menuntut ilmu.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul B±qi, Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alf±§ Al-Qur'±n al-Kar³m*, Kairo: D±r Asy-Sya'b, 1945.
- Abdul-Wahhab an-Najjar, *Qajaj al-Anbiyā'*, al-Maktabah at-Tijariah al-Kubra, Kairo, Mesir, cetakan ketiga, 1372/1953.
- Abµ Hayyān, *Tafs³r al-Ba¥r al-Muh³*-, Kairo: Maktabah an-Na¡r al-Jaridah.
- Abμ as-Su'μd, Muhammad bin Muhammad bin Mustafa al-`Imadi al-Hanafi, *Irsyād al-'Aql-as-Sal³m ilā Mazāyā al-Kitābil-Kar³m*, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Bairμt 1419H/1999M.
- Ahmad, Abdullah, *Tafs³r Al-Qur'an al-Jal³l Haq±'iq at-Ta'wil*, Beirut: Maktabah al-Amawiyah.
- Al-A<sub>i</sub>fahani, Abil Qasim Husain Ragib, *Al-Mufrad±t f³ Gar³b Al-Qur'±n*, Kairo: Mush⁻afa al-B±bi al-Halabi.
- Al-Alµsi, Syihabuddin as Sayyid, *Rµh al-Ma'±ni f³ Tafs³r Al-Qur'±n al-'A§im Wassab'i al-Mas±ni*, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-Arabi.
- Al-Bagd±di, Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim, *Tafs³r al-Kh±zin,* Kairo: Maktabah Tij±riyah al-Kubr±.
- Al-Bai«±wi, Nasiruddin,, *Anw±ruttanzil wa Asr±rutta'wil*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, 1999.
- Al-Fairuzzab±di, Abi Tahir Muhammad ibn Ya'qub, *Tanw³r al-Miqb±s min Tafs³r Ibn Abbas*, Kairo: Masyhad al-Husaini.
- Al-Fakhrurr±zi, *At-Tafs³r al-Kab³r*, Teheran: D±r al-Kutub al-Isl±miyah.
- Al-Hakim, Assayyid Muhammad, I'j±z Al-Qur'±n, Kairo: D±r at Ta'lif.
- Al-Hijazi, Muhammad Mahmud, *At-Tafs³r al-W±dih*, Kairo: Maktabah al-Istiql±l al-Kubra, 1961.
- Al-Ja¡¡±¡, Abu Bakr Ahmad, *Ahk±m Al-Qur'an*, Beirut: D±r al-Kutub al-Arab.
- Al-Jurjani, Ali ibn Muhamamd Syarif, at-Ta'r³f±t, Beirut: Maktabah Lubnan.
- Al-Mahalli wa as-Sayµ⁻i, Jalaluddin, *Tafs³r al- Jal±lain*, Beirut: D±r al-Fikr.
- Al-Mar±gi, Ahmad Mush¯afa, *Tafs³r al-Mar±gi*, Beirut: D±r al-Fikri.
- Al-Q±simi, Muhammad Jamaluddin, *Mah±sin at-Ta'wil*, Beirut: D±r Ihy±' al-Kutub al-Arabiyah.

- Al-Qa<sup>--</sup>±n, Manna', *Mab±hi£ f³ Ulµm Al-Qur'±n*, Beirut: Muassasah ar-Ris±lah.
- Al-Qurtµbi, Muhammad ibn Ahmad, *al-J±mi' li Ahk±m Al-Qur'±n*, Kairo: D±r Asy Sya'b.
- Al-Bukh±r³, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, ¢a¥i¥ al-Bukh±r³, Singapura: Sulaiman Mar'i.
- Ali, Abdullah Yusuf, The Holy Qur'an, Beirut: D±r al-'Arabiyah.
- Ali Audah, *Konkordansi Qur'an*, (cetakan ketiga), Litera Antar-Nusa, Bogor-Jakarta, 2005.
- Al-Jaz±'ir³, Abu Bakar J±bir, *Aisar at-Taf±s³r*, Kairo: D±r as-Sal±m, 1412 H/1992 M.
- An Nasafi, Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud, *Mad±rik at-Tanz³l wa Hah±'iq at-Ta'w³l*.
- Ar-Rummani, (dkk.), ¤al±£ Ras±'il f³ I'j±z Al-Qur'±n, Mekah: D±r Ma'arif.
- A<sub>i</sub>-¢±bµni, Muhammad Ali, *¢afwah at-Taf±s³r*, Jakarta: D±r al-Kutub al-Isl±miyyah, 1420 H/1999 M.
- A<sub>i</sub>-¢±bµni, Muhammad Ali, *Raw±'i' al-Bay±n f³ Tafs³r ²y±t al-Ahk±m*, Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980.
- A<sub>i</sub>-¢±bμny, *At-Tiby±n f³ 'Ulμm Al-Qur'±n*, Beirut: D±r al-Fikr.
- Ai ¢iddiegy, T.M. Hasbi, *Tafs³r al-Bay±n*, Bandung: al-Ma'arif, 1960
- ----, *Tafs³r an-Nμr*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- As-Sayuti, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Itq±n f³ 'Ulµm Al-Qur'±n*, Kairo: D±r al-Fikr.
- Asad, Muhammad, *The Message of the Qur'an*, Dar Al-Andalus, Gibraltar, 1980.
- Asir, al-, Majd ad-Din Abi as-Sa`adat, *an-Nihāyah fi Gar³b al-Qur'an wa al-Hadi£*, Isa al-Babi al-Halabi, Kairo, Mesir, 1383/1963.
- Asy-Syauk±n³, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Fath al-Qad³r*, Beirut: D± al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- A<sup>-</sup> ° abari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jar³r, *J±mi' al-Bay±n f³ Tafs³r Al-Qur'±n*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1954.
- Az Zarkasyi, Badruddin Muhammad, *Al-Burh±n f³ 'Ulµm Al-Qur'±n*, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1972.

- Az Zuhaili, Wahbah, *At-Tafs³r al-Mun³r*, Beirut: D±r al-Fikr al-Mu'±¡ir, 1411 H/1991 M.
- Az-Zamakhsyari, Mahmud ibn Umar, *Al-Kasysy±f*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966.
- Az-Zarq±ni, Muhammad Abdul 'A§im, Man±hil al-'Irf±n f³ 'Ulμm Al-Qur'±n, Kairo: D±r Ihy±'il Kutub al-'Arabiyah.
- Badawi, Ahmad, *Min Bal±gah Al-Qur'±n*, Kairo: D±r an-Nah«ah al-Mi<sub>i</sub>riyyah.
- Bek, Khudari, *T±r³kh at-Tasyr³' al-Isl±m³*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963.
- Britannica Encyclopædia, Encyclopædia Britannica, Inc., Chicago, London, 2002
- The New American Encyclopedia, Books, Inc. New York, 1959.
- Departemen Agama RI., Al-Qur'±n al-Kar³m dan Terjemahannya, tahun 2002.
- Haikal, Muhammad Husain, *Hay±h Muhammad*, Kairo: D±r al-Ma'arif, 1977, terjemahan bahasa Inggris, *The Life of Muhammad*, oleh Ismail Ragi al-Faruqi, Terjemahan Indonesia, *Sejarah Hidup Muhammad*, Ali Audah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1974.
- Hamdμn, Gass±n, *Min Nasam±t Al-Qur'±n*, Kairo: D±r as-Sal±m, 1407 H/1986 M.
- Hambal, Al-Imam Ahmad, *Musnad al-Im±m A¥mad*, Beirut: D±r al-Fikr, 1978.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Pustaka Nasional Pte. Ltd., Singapura, 1990.
- Ibnu al-Arabi, Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah, *Ahk±m Al-Qur'±n*, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi.
- Ibn Diya', Abul-Baqa' Baha'uddin al-Qurasyi al-Makki (wafat th. 854), *Tarikh Makkah al-Musyarrafah wal Masjidil Haram*, Darul Kutub al-Ilmiyah, Bairut, 1997.
- Ibnu Hisy±m, *As-S³rah an-Nabawiyyah*, Kairo: D±r at-Taufiqiyah, terjemahan bahasa Inggris dengan pengantar dan notes, A. Guillaume, *The Life of Muhammad*, Karachi: Oxford University Press, 1970.
- Ibnu Ka£ir, Abil Fida' Ismail, *Tafs³r Al-Qur'±n al-'A§³m*, Kairo: D±r Ihya' al-Kutub al-Arabiyah.
- Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, An Introduction to History, Tr. From Arabic by Franz Rosenthal (3 volumes), New York, 1958.

- An Naisaburi, Nizamuddin ibn al-Hasan ibn Muhammad, *Gar±'ib Al-Qur'±n wa R±g±'ib Al-Furq±n*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938.
- Ibrahim, Muhammad Ismail, *Al-Qur'±n wa I'j±zuhµ wa al-'Ilm*, Kairo: D±r al-Fikr al-Arab.
- Jauhari, °an ±wi, *Al-Jaw±hir f³ Tafs³r Al-Qur′±n al-Kar³m*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Makhluf, Hasanain Muhammad, Kalim±t Al-Qur'±n Tafs³r wa al-Bay±n.
- -----, ¢afwah al-Bay±n li Ma'±n³ Al-Qur'±n, Kuwait: Kementerian Waqaf dan Urusan Ke-Islaman, 1987.
- Marmaduke, Pickthall, *The Glorious Koran*, London: George Allon & Unwin, 1976.
- Muslim, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj,  $AI-J\pm mi'$   $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ - $a_j$ -
- Mu'jam Alfāl al-Qur'ān al-Kar³m, Majma` al-Lugah al-Arabiyah, al-Hay'ah al-Masriyah al-Amah lit-Ta'lif wa an-Nasyr, Kairo, 1970.
- Naisaburi, Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-W±hidi, *Asb±b an-Nuzµl* dengan *H±misy an-N±sikh wa al-Mansµkh*, Abu al-Qasim, Matba'ah Hindiyyah, 1315 H., Edisi baru, Beirut: D±r al-Kutub al-'Ammah, 1975.
- Nasir, Abdurrahman, *Tafs³r Tais³r ar-Rahm±n*, Mekah: Muassasah Mekah, 1398 H.
- Naufal, Abdul Razak, *Mu'jizat al-Arq±m wa at-Tarq³m*, Kairo: D±r al-Kutub al-'Arabiyah, 1961.
- New World Translation of the Holy Scriptures, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, New York inc., U.S.A., 1981.
- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543 b/u/1987 tentang *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*,
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*, olahan kembali Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Peloubet's Bible Dictionary, F. N. Peloubet, D.D., The John Winston Company, Chicago, U.S.A., 1912.
- Qutub, Sayyid, F<sup>3</sup> "il±I Al-Qur'±n, Beirut: D±r al-'Arabiyah.
- Radi, As-Saifur, *Talkh³<sub>i</sub> al-Bay±n f³ Maj±z±t Al-Qur'±n*, Kairo: D±r Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1955.

- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafs³r al-Man±r*, Kairo: Maktabah al-Q±hirah.
- S±leh, Subhi, *Mab±hi£ f³ 'Ulμm Al-Qur'±n*, Damaskus: J±miah Suriyah, 1958.
- Shihab, Quraish, *Tafs³r Al-Misb±h*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sy±hin, Abdu¡¡abµr, *T±r³kh Al-Qur′±n*, Kairo: D±r al-Qalam, 1966.
- Syarf, Hifni Muhammad, *I'j±z Al-Qur'±n al-Bay±n*³, Kairo: al-Majlis al-A'l± Lisy Syu'µni al-Isl±miyyah, 1970.
- The Holy Bible, Authorized (King James) Version.
- The Gospel of Barnabas, edited and translated from the Italian Ms. In The Imperial Library at Vienna, by Lansdale and Laura Ragg, Begum Aisha Bawany Wakf, Karachi, tanpa tahun.
- Wajdi, Muhammad Farid, D±'irah Ma'±rif al-Qarn al-'Isyr3n.
- Wensinck, A.J., Al-Mu'jam al-Mufahras li Alf±§ al-¦ ad³£ an-Nabaw³ 'an Kutub as-Sittah wa 'an Musnad ad-D±rim³ wa Muwa¯a' M±lik wa Musnad A¥mad ibn ¦ anbal, Leiden: E.J. Brill, 1955.
- Yunus, Mahmud, Prof. Dr, *Tafs³r Al-Qur'an Al-Karim,* Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1979 M/1399 H.
- Yusuf Ali, Abdullah, *Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya*, penerjemah Ali Audah, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, 1995

Indeks 651

### **INDEKS**

| Α                                       | <sup>2</sup> Ii 'Imr±n, 162, 271, 312, 395,    |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| 'Abd Razz±q, 553                        | 408, 412, 455, 457, 548, 562,                  |  |  |
| 'Abdull±h bin 'Abb±s, 143, 594          | 570, 622                                       |  |  |
|                                         | <sup>2</sup> min³n, 244                        |  |  |
| bin 'Umar, 143, 210, 211, 384,          | A¡¥±bul-Aikah, 260                             |  |  |
| 462, 474, 526                           | A¡¥±bul-¦ ijr, 261                             |  |  |
| bin Abi Umayyah, 105, 109               | A; ¥±bul-Kahf, 565, 575, 577,                  |  |  |
| bin Amir, 213                           | . 585, 588, 591, 593, 595, 596,                |  |  |
| bin Auf±, 246                           | 597, 600                                       |  |  |
| bin az-Ziba'ra, 507                     | A <sub>i</sub> f±d, 187                        |  |  |
| bin Buraidah al-Aslam³, 562             | al-A'l±, 151                                   |  |  |
| bin Humaid, 324                         | al-A'r±f, 42, 62, 71, 179, 199,                |  |  |
| bin Masʻµd, 210, 211, 370,              | 238, 240-242, 261, 262, 264,                   |  |  |
| 411, 470, 531                           | 265, 271, 273, 335, 370, 386,                  |  |  |
| bin Salam, 114, 553                     | 421, 474, 499, 518, 548, 625                   |  |  |
| bin Salamah A£-¤aqafi, 395              | A'sy± bin Wa'il, 570                           |  |  |
| bin Zubair, 212                         | A¥±di <sub>i</sub> , 44                        |  |  |
| bin Zubair, 247                         | A¥mad, 82, 91, 92, 201, 237, 288,              |  |  |
| Yusuf Ali, 635                          | 305, 380, 384, 393, 405, 431,                  |  |  |
| 'Abdurrahm±n bin Hari¡ bin              | 467, 469, 480, 499, 505, 553,                  |  |  |
| Hisyam, 212                             | 562, 612                                       |  |  |
| 'Abir, 261                              | al-A¥q±f, 633                                  |  |  |
| '2d, 55, 132, 186, 633                  | a¥tanikanna, 509                               |  |  |
| al-' <sup>2</sup> jilah, 454            | al-A\z±b, 257, 522, 629                        |  |  |
| 'A'±', 454                              | Ab± ¢±lih, 42                                  |  |  |
| 'A«ud±, 624                             | Abbasiyah, 214, 531                            |  |  |
| 'Ad bin 'Adi bin Sam bin Nuh,           | Abdul Malik bin Marwan, 214                    |  |  |
| 262                                     | Abimelekh, 164                                 |  |  |
| 'Adn, 93, 311-313, 315, 600, 604        | Abraham, 161, 165, 252                         |  |  |
| '2 isyah, 189, 237, 559, 594, 620       | Abram, 161, 164, 165, 168, 252                 |  |  |
| <i>ʻajam</i> , 389<br>ʻalaqah, 285      | Abµ ¦ ±tim, 247, 352, 562                      |  |  |
| 'Amir bin ° ufail, 80                   | Abμ°±lib, 500                                  |  |  |
| 'Amm±r bin Y±sir, 391, 395, 602         | Abµ <sup>a</sup> ±r Al-Gifar³, 585             |  |  |
| al-'Ankabµt, 84, 86, 151, 170,          | Abµ Buhturi, 570                               |  |  |
| 178, 254, 305, 317, 451, 498,           | Abµ D±wud, 77, 475, 549                        |  |  |
| 582, 595                                | Abµ Syaikh Ibnu Hayyan al-                     |  |  |
| 'Arasy, 62, 218                         | An <sub>i</sub> ar³, 521                       |  |  |
| 'Asyur, 438                             | Abu al-µha, 181                                |  |  |
| 'au <sup>©</sup> , 385                  | Abu al-Aliyah, 101                             |  |  |
| 'Aus, 80                                | Abu Amr bin A'la, 213                          |  |  |
| <sup>2</sup> <sup>©</sup> aitumµn±, 131 | Abu Bakar a <sub>i</sub> -¢idd³q, 77, 99, 211, |  |  |
| andinpine, 101                          | 212, 247, 431                                  |  |  |

| Abu Bakar A <sub>i</sub> im bin Abi an-<br>Najud, 213<br>Abu D±wud, 287, 295, 304<br>Abu Hurairah, 37, 76, 82, 91, 92,<br>98, 171, 250, 296, 305, 360,<br>378, 415, 419, 462, 463, 480,<br>495, 499, 501, 526, 527, 528, | Ahla®-aikri, 327<br>ahli hadis, 469, 528<br>Ahli Kitab, 114, 328, 389, 419,<br>444, 540, 570, 595, 596, 597,<br>598<br>ahlul-kit±b, 120, 121<br>ahli waris, 475, 476 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 549, 560, 604, 612, 637, 639<br>Abu Jahal, 94, 99, 109, 394, 490,                                                                                                                                                        | Air susu ibu (ASI), 345<br><i>Ajr</i> , 46                                                                                                                           |
| 507, 521, 570                                                                                                                                                                                                            | Alexander the Great, 437                                                                                                                                             |
| Abu Jandal bin Sahl, 394                                                                                                                                                                                                 | algae renik, 229                                                                                                                                                     |
| Abu Jarah bin Habib Ibnu Zayyat,<br>213                                                                                                                                                                                  | Ali bin Abi ° ±lib, 77, 201, 210, 211, 214, 405                                                                                                                      |
| Abu Jarah bin Habib Ibnu                                                                                                                                                                                                 | Ali bin Abi Husain, 247                                                                                                                                              |
| Zayyat/Hamzah, 213                                                                                                                                                                                                       | al-'Arab al-aribah, 262                                                                                                                                              |
| Abu Kabsyah, 507                                                                                                                                                                                                         | al-Khalil, 214                                                                                                                                                       |
| Abu Mµs± Al-Asyʻar³, 91, 199                                                                                                                                                                                             | Al-Masih, 563, 569                                                                                                                                                   |
| Abu Nu'aim, 66                                                                                                                                                                                                           | AI-Qasim, 245                                                                                                                                                        |
| Abu Q±sim ar-Rag³b al-Asfah±n³,                                                                                                                                                                                          | <i>Amal</i> , 77, 197, 448, 462, 617                                                                                                                                 |
| 537                                                                                                                                                                                                                      | Amalek, 165                                                                                                                                                          |
| Abu Sa <sup>43</sup> d al-Khudr <sup>3</sup> , 210, 258,                                                                                                                                                                 | ammoniak                                                                                                                                                             |
| 348, 529, 572                                                                                                                                                                                                            | gas, 139                                                                                                                                                             |
| Abu ¢ufyan bin ¦ arb, 105, 490,                                                                                                                                                                                          | Amoni, 161                                                                                                                                                           |
| 543                                                                                                                                                                                                                      | Amr bin Syuaib, 201                                                                                                                                                  |
| Abu Sulaiman ad-Dimasyqi, 188                                                                                                                                                                                            | al-An'±m, 56, 75, 94, 161, 169,                                                                                                                                      |
| Abu Ubaidah, 181, 188                                                                                                                                                                                                    | 191, 200, 205, 206, 207, 217,                                                                                                                                        |
| Abu Umamah, 245                                                                                                                                                                                                          | 223, 227, 235, 254, 271, 285,                                                                                                                                        |
| Abu Ma'bad 'Abdull±h bin Ka£ir,                                                                                                                                                                                          | 289, 309, 337, 369, 406, 407,                                                                                                                                        |
| 213                                                                                                                                                                                                                      | 412, 414, 457, 460, 487, 491,                                                                                                                                        |
| Abul Hasan (Ali bin Hamzah al                                                                                                                                                                                            | 533, 545, 602, 620                                                                                                                                                   |
| Abul-Hasan 'Ali bin Hamzah al-                                                                                                                                                                                           | anak yatim, 425, 471, 472, 476,                                                                                                                                      |
| Kis±'i, 213                                                                                                                                                                                                              | 477, 478, 479, 482, 500, 544, 548, 617                                                                                                                               |
| Adam, 195, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 327, 331, 509,                                                                                                                                                             | Anas bin M±lik, 116, 142, 151,                                                                                                                                       |
| 510, 511, 512, 517, 529, 623,                                                                                                                                                                                            | 258, 350, 431, 467, 549                                                                                                                                              |
| 624, 625, 627, 629                                                                                                                                                                                                       | Anatoli Selatan, 575                                                                                                                                                 |
| adrenalin, 29                                                                                                                                                                                                            | Anbat, 262                                                                                                                                                           |
| Aêar, 161                                                                                                                                                                                                                | al-Anbiy±', 105, 162, 163, 205,                                                                                                                                      |
| Aela, 586                                                                                                                                                                                                                | 253, 279, 280, 282, 297, 316,                                                                                                                                        |
| Aelina Capitolian, 440                                                                                                                                                                                                   | 412, 501, 531, 536, 584, 622                                                                                                                                         |
| Afasus, 578, 579, 581                                                                                                                                                                                                    | anemogamy, 230                                                                                                                                                       |
| Afrika Utara, 635                                                                                                                                                                                                        | anemophily, 230                                                                                                                                                      |
| Afrika, 211                                                                                                                                                                                                              | al-Anf±l, 31, 70, 78, 271, 422,                                                                                                                                      |
| ahk±m kauniyyah, 487                                                                                                                                                                                                     | 506, 523, 544, 631                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |

| Angiospermae, 230                               | Azerbaijan, 211, 212                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ank±f±, 373                                     | В                                                                          |
| Ansar, 80, 441<br><i>Agwam</i> , 443            | В                                                                          |
| Ar« 'azaz, 24                                   | Babilonia, 162, 163, 173, 437,                                             |
| Ar <sup>©</sup> alil 'Umur, 349                 | 438                                                                        |
| Arab, 13, 65, 80, 114, 117, 122,                | badai, 80, 514, 515                                                        |
| 128, 148, 156, 161, 166, 168-                   | Badar, 56, 210, 280, 308, 440,                                             |
| 170, 176, 200, 211, 213, 235,                   | 523, 633                                                                   |
| 257, 259, 261-264, 278, 327,                    | BaddaIn±, 387                                                              |
| 328, 339, 387, 389, 398, 411,                   | al-Bag±w³, 635                                                             |
| 416, 418, 427, 428, 431, 445,                   | bai'at, 379, 380, 382, 383, 384                                            |
| 467, 468, 470, 471, 473, 495,                   | al-Baihaq <sup>3</sup> , 150, 184, 201, 313, 435, 469, 505, 539, 553, 558, |
| 541, 569, 573, 581, 583, 586,                   | 613                                                                        |
| 594, 597                                        | Baitul-Makdis, 428, 431, 438,                                              |
| Arafah, 398                                     | 440, 441                                                                   |
| Aram, 162, 261                                  | Baitullah, 160, 166, 175, 176,                                             |
| Arbab bin Rabi'ah, 80                           | 428, 526                                                                   |
| Areus, 579                                      | bakhil, 355, 468, 469, 471                                                 |
| arikah, 605                                     | B±khi' Nafsaka, 568                                                        |
| Aristoteles, 264, 347<br>Armenia, 211, 212, 263 | Ba¡³rah, 51                                                                |
| Arpakhsad, 161                                  | <i>ba¥³rah</i> , 316, 406                                                  |
| Asad, 213                                       | bakteri, 75, 345                                                           |
| Asam Desoksiribo Nukleat, 67                    | Balya bin Malkan, 637                                                      |
| Asar, 525, 527                                  | Bani Adam, 449                                                             |
| asbes, 507                                      | Bani Israil, 408, 415, 425, 426,                                           |
| Asia Kecil, 575                                 | 433, 434, 435, 437, 438, 439,                                              |
| asimilasi, 139                                  | 441, 443, 552, 554, 556, 636,                                              |
| al-Asm±' al-¦ usn±, 555, 561, 564               | 637, 640<br>Pani Jurhum 175                                                |
| Asm±' binti Yaz³d, 562                          | Bani Jurhum, 175<br>Bani Makhzum, 608                                      |
| Asr±, 427                                       | Bani Na, 441                                                               |
| Aswad bin Mu <sup></sup> alib, 274, 570         | Baniyya, 18                                                                |
| Asyura, 588                                     | al-Baqarah, 45, 72, 150, 152, 163,                                         |
| atmosfer, 63, 139, 228, 487                     | 169, 172, 198, 239, 244, 271,                                              |
| atom, 236, 239                                  | 273, 282, 307, 311, 365, 366,                                              |
| auliya, 624                                     | 376, 388, 393, 396, 402, 411,                                              |
| Avraham, 161<br>Ayy±mill±h, 127                 | 415, 475, 476, 477, 485, 487,                                              |
| Az³z, 3, 4, 5, 8, 24, 25, 34, 35, 36,           | 500, 518, 541, 562, 570, 624                                               |
| 38, 45                                          | Barq, 79                                                                   |
| azab al-isti'¡al, 523, 630                      | basi ah, 446                                                               |
| azali, 380, 381                                 | Basrah, 212                                                                |
| Azar, 161                                       | Ba'suna, 54                                                                |
|                                                 | Batra', 262                                                                |

| bawwa'a, 323                                                     | D                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bazz±r, 258<br>benang sari, 230                                  | a«-¬a¥¥±k, 181, 328, 561                                  |
| Benjamin Franklin, 81                                            | D±r al-Baw±r, 147                                         |
| Berlin, 74                                                       | dakhalan, 381                                             |
| Betel, 165, 252                                                  | Daud, 501                                                 |
| Bi'ir an-N±qah, 263                                              | Decius, 575<br>Decyanus, 575, 577, 578, 579,              |
| Bi«±'ah, 10                                                      | 582, 583, 592, 593                                        |
| Bibel, 161, 165, 168, 169, 252                                   | Desember, 330, 446                                        |
| bidʻah, 406<br>Big Bang, 63                                      | Desoxyribo Nucleic Acid, 67                               |
| Bil±l, 602                                                       | dinar, 54, 608                                            |
| biokimia, 29, 67                                                 | diyat, 475, 476                                           |
| biological clock, 159                                            | Domantha, 264<br>Dominus, 595                             |
| Biospheric Cycle, 156                                            | ad-Dukh±n, 203, 232, 504, 507                             |
| al-Biqa' <sup>3</sup> , 639                                      | Dumat al-Jandal, 264                                      |
| Birunus, 595<br>boros, 465, 466, 467, 468, 469,                  | Dusares, 263                                              |
| 471, 472, 473, 482                                               |                                                           |
| botanik, 230                                                     | E                                                         |
| al-Bukh±r³, 37, 49, 76, 82, 91, 92,                              | Eber, 161                                                 |
| 95, 102, 116, 142, , 144, 171,                                   | Edom, 262                                                 |
| 173, 246, 250, 267, 271, 287,                                    | Efrat, 161                                                |
| 348, 350, , 360, 373, 378, 393,<br>400, 430, 457, 462, 463, 470, | Eksosfer, 63                                              |
| 475, 501, 527, 528, 531, 534,                                    | electric discharge, 81<br>Elektromagnetik, 64             |
| 549, 594, 604, 630, 636, 637,                                    | elektrostatik, 81                                         |
| 638, 639                                                         | embrio, 67, 346                                           |
| Bukhtana <sub>i i</sub> ar, 438                                  | Ephesus, 586, 592, 593, 594                               |
| Bukit ¢afa, 105                                                  | equator, 139                                              |
| bulan sabit, 446                                                 | Eusebius Pamphili, 161                                    |
| bulan, 8, 43, 49, 60, 62, 64, 67,<br>74, 86, 154, 158, 159, 189, | F                                                         |
| 191, 219, 220, 224, 264, 280,                                    |                                                           |
| 285, 294, 356, 429, 445, 446,                                    | F± <sup>-</sup> ir, 71, 72, 74, 96, 185, 246,             |
| 447, 557, 577, 588, 597                                          | 310, 319, 386, 395, 452<br>al-F±ti¥ah, 270, 271, 275, 276 |
| Bunyamin, 9, 10, 12, 13, 14, 15,                                 | al-F <sup>3</sup> l, 171                                  |
| 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,                                  | al-Fajr, 3, 264, 550                                      |
| 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36,<br>37                            | Falyasta yunus, 595                                       |
| Bugʻah, 10                                                       | fat±, 637                                                 |
| Day and To                                                       | fatat, 637                                                |
| С                                                                | Fatimah az-Zahra, 98                                      |
| Cyrus, 437, 438                                                  | Februari, 264                                             |
| -                                                                |                                                           |

| fertilisasi, 230                     | Hamran, 595                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fir'aun, 128, 129, 164, 203, 206,    | Hamzah, 94, 99, 419                  |
|                                      |                                      |
| 307, 318, 552, 553, 554, 556         | han§alah, 145                        |
| Firdaus, 151, 152, 455               | Haran, 161, 163, 164, 252            |
| Fitrah, 95, 369                      | hari kebangkitan, 69, 72, 83, 121,   |
| flora, 139                           | 285, 292, 309, 313, 317, 321,        |
| fosfor, 229                          | 324, 327, 341, 425, 455, 490,        |
| Fu¡¡ilat, 115, 132, 138, 220, 313,   | 493, 495, 498, 504, 530, 547,        |
| 331, 487, 491, 557, 610              | 549, 550, 564, 565, 579, 580,        |
| furµ'iah, 415                        | 593, 595, 609, 611, 614              |
| al-Furq±n, 97, 205, 219, 230, 231,   | hari kiamat, 64, 69, 72, 73, 82, 89, |
| 304, 328, 409, 466, 500, 558         | 93, 96, 150, 153, 154, 188,          |
| furu <sup>-</sup> an, 600            | 189, 190, 195, 196, 240, 267,        |
|                                      | 277, 278, 279, 280, 282, 299,        |
| G                                    | 302, 310, 322, 324, 356, 357,        |
| al Casvivah 19                       | 365, 368, 369, 371, 373, 380,        |
| al-G±syiyah, 48                      | 393, 396, 415, 422, 444, 449,        |
| galaksi, 63                          | 493, 495, 504, 508, 510, 512,        |
| gamis, 37, 38, 40                    | 527, 528, 529, 533, 534, 547,        |
| garis edar, 155, 158, 239            | 549, 554, 578, 580, 581, 588,        |
| Gauran, 608                          | 593, 598, 600, 610, 615, 618,        |
| gaya tarik, 486                      | 620, 621, 622, 623, 624, 627         |
| al-Gaz±l³, 537, 585, 640             | Hari Pembalasan, 445, 447            |
| gena, 236                            | ¦ ±¡ib±, 513                         |
| Gerar, 164                           | al-   ±fi§ Abdul Gani al-Maqdisi,    |
| glukosa, 29                          | 429                                  |
| Gofar, 264                           | al-¦ ±kim, 226, 227, 232, 391,       |
| Gomorah, 253                         | 435, 528, 539                        |
| gravitasi, 63, 486                   | ¦ ±qa, 314                           |
| gul±m ¥al³m, 168                     | al-¦ad³d, 152, 228, 375              |
| Guruh, 84                            | al-¦ajj, 33, 42, 66, 86, 156, 414,   |
| gymnospermae, 230                    | 572, 611                             |
|                                      | ¦ am±' Masnµn, 235                   |
| Н                                    | al-¦ asan, 181, 449                  |
| Habasyah, 324, 585, 395              | al-¦ijr, 32, 178, 195, 196, 197,     |
| ¥ab³bull±h, 571                      | 203, 208, 215, 218, 222, 225,        |
| Haekal, 166                          | 235, 244, 248, 252, 256, 260,        |
| Hagar, 165                           | 261, 264, 266, 270, 276, 278,        |
| Hajar Aswad, 521                     | 279, 289, 337, 510, 511, 536,        |
| Hajar, 165, 166, 168, 173, 174,      | 557, 633                             |
| 175, 176                             | ¥±m, 316, 406                        |
| haji, 175, 262, 263, 398             | ¥an³f, 162, 169                      |
| halilintar, 79, 80, 81, 82, 255, 258 | ¥ij±b, 489                           |
| Hammurabi, 162                       | al-¦±qqah, 518, 621, 622             |
| Hammudul, TOZ                        | ai 1 ±99aii, 310, 021, 022           |

| H±fizμn, 208  H±wiyah, 96, 243  Hasan, 58, 179, 274, 496, 506  Hasy³m±, 615  hawa nafsu, 4, 36, 77, 115, 126, 201, 243, 256, 275, 279, 334, 378, 405, 406, 438, 439, 441, 455, 473, 480, 511, 522, 548, 583, 585, 630, 631  Hawazin, 213  Hebron, 253  Hegra, 264  hexagonal, 346  Hijaz, 167, 262  Hijrah, 122, 278, 325, 523  Hijriah, 213, 446, 447  Himalaya, 297  hisab 'urfi, 446  homoseksual, 195, 254, 256, 257, 259 | 469, 480, 505, 521, 527, 530, 540, 560, 561, 563, 570, 584, 594, 595  Ibnu 'As±kir, 96, 265  Ibnu 'Umar, 405  Ibnu Abbas, 210, 274, 490, 553  Ibnu Al-'Arab³, 592  Ibnu Hajar, 594  Ibnu Is¥±q, 540  Ibnu Ishak, 521, 586  Ibnu Jar³r a⁻-°abar³, 99, 232, 258, 313, 324, 327, 435, 449, 528, 553, 561, 562, 603  Ibnu Ka£³r, 406, 420, 535, 575, 585, 587, 588, 595  Ibnu Khaldun, 78, 213  Ibnu M±jah, 77, 295, 304, 405, 463, 466, 553  Ibnu Mardawaih, 82, 265, 434, 521, 521, 521, 522, 523, 523, 533, 561, 562, 603 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hu <sup>©</sup> ail, 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 501, 521, 603, 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hubal, 263<br>Hµd, Surah, 50, 62, 83, 177, 198,<br>207, 226, 249, 255, 266, 321,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ibnu Mas'µd, 49, 104, 105, 304, 373, 400, 462, 501, 534, 539, 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 350, 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ibnu Mun <sup>©</sup> ir, 324, 352, 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hud, 53, 55, 166, 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ibnu Qutaibah, 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ¦ u <sup>©</sup> aifah, 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ibnu Saad, 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| al-Hujur±t, 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibnu Umar, 82, 232, 411, 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Huwaitib bin Abdul 'Uzza, 490<br>Huzaifah bin Yaman, 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ibnu Zaid, 188<br>Ibnul Qayyim, 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hyksos, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ibr±h³m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11,1303, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Surah, 122, 123, 124, 125, 127,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 131, 134, 138, 143, 147,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ʻilm ladunn³, 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150, 155, 161, 181, 185,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 'Iwaj±, 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187, 189, 191, 192, 196,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| i¥s±n, 374, 377, 378, 421, 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198, 242, 284, 398, 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ibadah sosial, 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 'lbrah, 54, 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ibn al-Anbari, 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | al-'´r, 21<br><i>'I«³n</i> , 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ibn Qutaibah, 128, 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 'I§±man, 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ibnu   azm, 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibrahim, 43, 45, 55, 122, 161,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ibnu 'Abb±s, 6, 42, 58, 94, 95,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162, 163, 164, 165, 166, 167,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 109, 148, 188, 189, 233, 238,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 168, 169, 172, 173, 174, 175,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 280, 327, 328, 332, 345, 348,<br>352, 354, 393, 411, 431, 450,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176, 177, 178, 179, 180, 181,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 302, 304, 373, 411, 431, 400,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 195, 196, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 262, 277, 299, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 500,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Isya, 525<br>Izrail, 50<br>J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 529 Ibrani, 161, 162, 263 Ihy±' 'Ulµmudd³n, 585 al-Iklil, 585 Ikrimah, 58, 332, 373 Imam az-Zuhri, 429 immunity, 473 imr, 644 in®±r, 631, 633 indefinite, 198 infak, 97, 150, 153 al-Infi⁻±r, 64, 449, 622 Inggris, 264 Injil, 56, 120, 389 al-Insyiq±q, 518 Ionosfer, 63, 487 Irak, 161, 162, 211 Iram, 264 Isa, 83, 109, 110, 120, 162, 270, 378, 415, 437, 501, 502, 529, 569, 579 Ishak, 25, 43, 45, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 177, 178, 180, 251, 253 | J±bir, 287, 295  J±dilhum, 417  J±n, 238  al-Jμ', 397  Jabal Hijr, 262  jah±lah, 402  Jahanam, 88, 92, 93, 100, 102,  134, 135, 136, 137, 138, 147,  148, 164, 243, 303, 309, 310,  311, 316, 320, 437, 441, 455,  456, 467, 503, 510, 549  Jahiliah, 148, 468, 470, 471, 473,  476, 559, 568, 583  Jan±¥ a®-®ulli, 459  Jannatun-na'im, 8,98  Januari, 440, 446  Jepang, 81  Jibril, 61, 208, 211, 214, 275, 281,  282, 388, 420, 430, 431, 432,  534, 535, 538, 541, 556, 558,  577  jihad, 414, 560, 617  Jinn, 221, 238  Juf±', 88 |
| Ismail, 45, 122, 161, 165, 166,<br>167, 168, 169, 173, 174, 175,<br>176, 178, 180, 414<br>al-Isr±', 52, 69, 71, 82, 84, 90,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jupiter, 139<br>Juris Zurin, 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 261, 334, 362, 366, 399, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 437, 443, 448, 454, 459, 465, 472, 479, 483, 489, 493, 498, 500, 503, 506, 508, 509, 513, 514, 516, 520, 525, 534, 535, 538, 543, 547, 552, 556, 559, 566, 577, 603, 642  Israil, 161, 215, 425, 438, 442  Israiliyat, 577, 593  Istaraqa, 218  isti'±®ah, 277                                                                                                                                     | Ka'bah, 37, 109, 122, 148, 170, 174, 176, 179, 398, 428<br>kabisah, 446<br>kafilah, 8, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 39, 166, 259, 262, 263<br>al-Kahf, 43, 92, 116, 198, 327, 340, 367, 383, 450, 537, 565, 566, 568, 575, 576, 577, 580, 581, 584, 585, 590, 600, 607,                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 608, 613, 615, 618, 624, 629,<br>635, 638, 642<br>Kail, 13 | Kuil Sulaeman, 440, 441<br>kumulonimbus, 81 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kaisar Hadrianus, 440                                      | L                                           |
| Kaisar Heraclius, 440                                      |                                             |
| Kaisar Titus, 440                                          | L± Jarama, 390                              |
| Kalamullah, 117                                            | L±ta, 583                                   |
| Kaldea, 161, 252                                           | <i>La</i> ⁻³ <i>f</i> , 590                 |
| Kalimah ° ayyibah, 143                                     | Lail, 289<br><i>Iam</i> ¥, 354              |
| kalium, 229                                                | <i>lam≆,</i> 334<br>Iarva, 346              |
| Kanaan, 42, 164, 165, 166, 252                             | Lat, 263                                    |
| Karkhi, 468                                                | Lau¥ Ma¥fµ§, 75, 118, 119, 121,             |
| Karramn±, 516                                              | 202, 601                                    |
| kauniyah, 156, 391, 571                                    | Laut Mati, 166, 253                         |
| Khabb±b, 395                                               | Laut Merah, 262, 552, 635                   |
| Khaibar, 287, 288                                          | Laut Persia, 635                            |
| Khal³lull±h, 162                                           | Laut Tengah, 635, 639                       |
| khalifah, 6, 139, 211, 214, 239,                           | Lautan Pasifik, 222                         |
| 352, 439, 441, 517, 586                                    | Law±qi¥, 225                                |
| Khalqan Jad³dan, 493                                       | Lebah, 277, 343, 346, 347, 348              |
| kharaqa, 642                                               | lesbian, 257                                |
| Kharrµ, 41                                                 | Lib±s, 397                                  |
| Khat³b, 96                                                 | logam, 64, 88, 89, 90, 93, 94, 229,         |
| al-Khauf, 71, 72, 397                                      | 579, 593, 598                               |
| Khaz±'ini, 5                                               | London, 74                                  |
| khaz±nah, 5<br>Khazraj, 80                                 | Lot, 161, 164, 165, 252                     |
| Khidir, 565, 566, 635, 637, 638,                           | lunar calendar, 159                         |
| 639, 640, 641, 642, 643, 644                               | lunar year, 446                             |
| Khil±I, 150                                                | Luqm±n, 49, 323, 375, 596                   |
| khilafah, 226                                              | Lut, 55, 161, 163, 164, 166, 195,           |
| khilafiah, 532                                             | 207, 249, 251, 252-259, 265,                |
| kikir, 129, 153, 466, 468, 471,                            | 329, 523                                    |
| 472, 547, 550, 551, 624                                    |                                             |
| Kisra Barwiz, 440                                          | M                                           |
| Kisra Evermiz, 441                                         | al-M±'idah, 271, 335, 374, 403,             |
| Kitab Kejadian, 10, 169                                    | 404, 406, 420, 474, 506, 531,               |
| kobalt, 229                                                | 601                                         |
| kolesterol, 29                                             | M±'in ¢ad³d, 134                            |
| konservasi, 226                                            | al-Ma'±rij, 181, 183                        |
| kortisol, 29                                               | Ma£bµran, 552                               |
| Kristen, 162, 168                                          | Ma£ul±t, 68                                 |
| Kufah, 212                                                 | Ma¥±sin at-Ta'w³I, 232                      |
| Kufi, 263                                                  | $Ma_{i}^{3}$ , 138                          |
|                                                            |                                             |

| mahalah 7                             | Madinah 00 171 105 212 250            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| maba'ah, 7                            | Medinah, 80, 171, 195, 212, 259,      |
| Mabrak an-N±qah, 263                  | 260, 262, 271, 324, 374, 382,         |
| Mada'in Saleh, 263                    | 400, 441, 521-524, 530, 535,          |
| Madaniyah, 58                         | 540, 563, 576, 585, 596               |
| Madu, 277                             | Mediterania, 635                      |
| Madyan, 55, 253, 260, 261, 263,       | Mekah, 37, 47, 49, 104, 105, 108-     |
| 265, 544, 633                         | 110, 120, 122, 148, 165-167,          |
| maf±tihus suwar, 125                  | 169-171, 173, 175-179, 181-           |
| magma, 507                            | 183, 188, 195, 200, 202, 204,         |
| magnesium, 229                        | 206, 207, 212, 216, 217, 244,         |
| Magrib, 525                           | 259, 266, 272, 274, 275, 278,         |
| mahrab, 138                           | 279, 315, 324, 325, 367, 374,         |
| Maimun bin Mahran, 332                | 382, 383, 389, 395, 398, 399,         |
| Majannah, 398                         | 400, 425, 428, 432, 440, 450,         |
| Majma' al-Ba¥rayn, 635                | 475, 484-488, 490-494, 496,           |
| Majnµn, 203                           | 500, 501, 504, 505, 508, 509,         |
| Ma'juj, 565                           | 521, 523-525, 530, 531, 534,          |
| makhraj, 138                          | 535, 540, 545, 547-549, 552,          |
| Makkiyah, 58, 122, 195, 271, 324,     | 556, 561, 563, 569, 576, 596,         |
| 425, 476, 565                         | 608, 632, 633                         |
| Maksalmina, 595                       | menteri, 5, 10, 11, 24, 42, 448       |
| Malkaniyah, 594                       | Mesir, 5-10, 12-19, 21-24, 27-30,     |
| Mamre, 253                            | 32-35, 37- 43, 56, 164, 165,          |
| Man±t, 263, 583                       | 168, 211, 215, 244, 252, 263,         |
| maq±man ma¥mµdan, 527, 528            | 347, 552, 554, 575, 637, 639          |
| Mar <sup>-</sup> unus, 595            | Mesopotamia, 161, 162, 164            |
| al-Mar±g <sup>3</sup> , 200, 274, 575 | Mesosfer, 63, 487                     |
| Marjan, 296                           | metabolisme, 139                      |
| Mars, 139, 356                        | metabolit, 67                         |
| Maryam, 169, 179, 251, 281, 368,      | metana                                |
| 485, 535, 624, 627                    | gas, 139                              |
| Maseh, 261                            | Mi'raj, 429, 431, 506, 508, 509       |
| Masehi, 161, 263, 264, 440, 441,      | microphyl, 230                        |
| 446, 575                              | Midian, 161                           |
| Masjidil Aqsa, 425, 427, 428,         | mikroskop, 75                         |
| 429, 431, 432, 433, 439, 440,         | Moabi, 161                            |
| 441                                   | molekul, 67, 139, 236                 |
| mastµran, 489                         | monoteis, 413                         |
| matahari, 8, 43, 49, 60, 62, 64, 67,  | Monoteisme, 414                       |
| 84, 86, 139, 154, 158, 159,           | morfologi, 67, 114                    |
| 174, 191, 219, 220, 224, 230,         | Moria, 168                            |
| 258, 284, 294, 330, 445, 446,         | Mousul, 586                           |
| 447, 525, 527, 577, 586, 597          | al-Mu¡¥af al-'U£m±n³, 212             |
| Maubig, 627                           | Mu <sub>i</sub> ¥af al-Im±m, 212, 213 |
|                                       |                                       |

| al-Mu <sup>-</sup> affif <sup>3</sup> n, 13, 309, 478 | 521-524, 527-535, 539-541,              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| muanna£, 208                                          | 543-545, 548, 552-553, 556,             |
| Mu'awiyah, 379, 380, 432                              | 558-559, 566, 568, 571-573,             |
| Muba <sup>©©</sup> ir <sup>3</sup> n, 465             | 576-577, 588, 596-598, 600-             |
|                                                       |                                         |
| Mudar, 602                                            | 601, 603, 612, 626, 629                 |
| al-Muddaffir, 75, 274, 304                            | Percaya kepada, 48, 95, 99,             |
| Mufra <sup>-</sup> µn, 340                            | 110, 267, 543, 544, 547                 |
| Muh <sup>-</sup> i' <sup>3</sup> n, 181               | Surah, 245                              |
| Muhammad                                              | Syafaat, 529, 533                       |
| Agama, 143, 147, 289                                  | Tugas, 48, 53, 71-72, 109, 114,         |
| Akhlak, 37                                            | 120, 270                                |
| Dakwah, 110, 188, 195, 202,                           | Wahyu, 47, 94, 270, 275, 281,           |
| 274, 543, 551                                         | 309, 316, 323, 493-494,                 |
|                                                       | 538-541                                 |
| Isr±', 425, 427, 428, 429, 431-                       |                                         |
| 433, 506                                              | Wewenang, 72                            |
| Kenabian, 46, 53, 103, 106,                           | Muhammad bin 'Amm±r, 391                |
| 108, 110, 331, 429, 508, 576                          | Muhammad bin Ishaq, 576                 |
| Kerasulan, 47, 52, 53, 105,                           | Muhammad bin Ka'ab, 184, 313,           |
| 106, 108, 109, 112, 115,                              | 635                                     |
| 116, 121, 148, 208, 309,                              | Muhammad bin Ka'ab al-Qura§i,           |
| 319, 327, 328, 341, 369,                              | 184, 313                                |
| 422, 444, 504, 507, 543-545,                          | Muharram, 446                           |
| 551, 559                                              | al-Muj±dalah, 368                       |
| Kitab Suci, 61, 90, 113, 114,                         | Muj±hid, 25, 181, 207, 332, 511         |
| 117, 125, 126, 198, 204,                              | Mujrim <sup>3</sup> n, 618              |
|                                                       |                                         |
| 214, 329, 342, 443, 531,                              | Mukf, 556                               |
| 556, 557, 564, 568                                    | mukjizat, 30, 37, 39-40, 41, 55-        |
| Mi'raj, 429                                           | 56, 69, 71, 83, 105-106, 108-           |
| Mukjizat, 109, 114, 116, 500,                         | 109, 112, 114, 117, 119, 122-           |
| 556                                                   | 123, 132, 188, 191, 263, 266,           |
| Nabi, 31, 46-47, 49, 52, 56-57,                       | 268, 329, 331, 361, 443, 500,           |
| 61, 69, 71-72, 86, 105, 108-                          | 505-506, 509, 539-540, 548,             |
| 112, 115-117, 119-120, 123,                           | 552, 554, 556, 576, 597, 600,           |
| 125, 148-149, 162, 169, 171,                          | 636, 638                                |
| 175, 181-182, 186, 195-197,                           | al-Mulk, 219, 220, 452, 608             |
| 201-204, 207-210, 214-217,                            | al-Mu'min, 53, 69, 74, 98, 152,         |
|                                                       |                                         |
| 239, 247, 256-257, 261-262,                           | 184-86, 231, 281, 286, 303,             |
| 270, 272, 274-276, 280, 282,                          | 308, 597, 614                           |
| 302-304, 306, 307, 319, 320,                          | al-Mu'minµn, 53, 69, 74, 98, 152,       |
| 321, 327-329, 331, 342, 369,                          | 185, 186, 231, 286                      |
| 371, 373, 379, 382, 388-389,                          | mumkin±t al-wujµd, 487                  |
| 391, 399-400, 414-416, 418,                           | munafik, 101, 102, 532                  |
| 420, 426-429, 441, 443, 491,                          | Munkirah, 301                           |
| 492, 500-501, 505, 508,                               | Muqatil, 58                             |
| ,,,                                                   | : =: =  =: =: = = = = = = = = = = = = = |

| muqtasim³n, 272, 273                                           | an-Naba', 487                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| al-Mursal±t, 365                                               | Nabat, 262                                      |
| murtad, 211, 392, 393, 394, 405,                               | Nabatea, 263                                    |
| 431, 644                                                       | Nafi' bin Abi Nu'aim, 213                       |
| Musa, 42, 71, 83, 91, 109, 120,                                | nafkah, 65, 153, 158, 460, 461,                 |
| 122, 128, 129, 131, 162, 203,                                  | 476                                             |
| 215, 262, 270, 307, 415, 416,                                  | nafs, 3, 536                                    |
| 421, 433-435, 437, 443, 500,                                   | Nafs, 3                                         |
| 529, 552-554, 556, 561, 565,                                   | nafs al-ammarah, 3                              |
| 566, 635-644                                                   | nafs al-lawwamah, 3                             |
| Musa bin Imran, 636                                            | nafs al-mu <sup>-</sup> mainnah, 3              |
| Musa bin Misya bin Yusuf bin                                   | Nahor, 161                                      |
| Yakub, 636                                                     | nahyu, 568                                      |
| musafir, 220, 298, 471                                         | Nainawa, 586                                    |
| Musailamah, 541                                                | Najiyy±, 28                                     |
| Muslim, 49, 91, 92, 95, 101, 102,                              | an-Najm, 74, 337, 380, 412, 429,                |
| 116, 142, 171, 189, 210, 237,                                  | 480, 583                                        |
| 246, 250, 287, 304, 305, 348,                                  | najwa, 28                                       |
| 377, 393, 405, 415, 457, 462,                                  | nakirah, 198, 428                               |
| 463, 470, 475, 480, 481, 495,                                  | Nam³r, 15                                       |
| 526, 527, 531, 549, 560, 562,                                  | an-Naml, 65, 222, 553                           |
|                                                                | Namrud, 163                                     |
| 572, 604, 620, 625, 637                                        | •                                               |
| musta'khir³n, 233                                              | Nas <sup>-</sup> uriyah, 594                    |
| mustaq³m, 472                                                  | an-Nas±' <sup>3</sup> , 82, 101, 287, 475, 528, |
| mustaqdim³n, 233                                               | 553                                             |
| Mustawa, 429                                                   | Naskh, 263                                      |
| muwa¥¥id, 413                                                  | Nasr bin A <sub>i</sub> im, 214                 |
| al-Muzzammil, 530                                              | Nasrani, 113, 114, 117, 161, 170,               |
|                                                                | 274, 327, 328, 389, 412, 413,                   |
| N                                                              | 416, 418, 440, 563, 569, 573,                   |
| n±sikh wa mansµkh, 388                                         | 577, 580, 594, 595                              |
| an-N±zi'±t, 69, 494, 496                                       | natural resources, 226                          |
| Nμh, 74, 487, 629                                              | Nauf al-Bukal <sup>3</sup> , 636                |
| an-Nµr, 293, 311, 481                                          | an-Nawawi, 405, 429                             |
| Na, 543                                                        | Nebukadnezar, 438                               |
| Na«ar bin Al-Hari£, 570, 490, 576                              | nenek moyang, 98, 99, 108, 110,                 |
| an NaVI EO E2 60 155 160                                       | 131-133, 135, 161, 162, 204,                    |
| an-Na¥I, 50, 52, 69, 155, 169,<br>183, 222, 242, 273, 277-280, | 216, 298, 302, 303, 315, 319,                   |
| 283, 292, 297, 301, 307, 311,                                  | 395, 434, 441, 442, 457, 480,                   |
|                                                                | 491, 492, 567, 570                              |
| 314, 318, 323, 327, 332, 335,                                  | neraka, 49, 69, 72, 93, 94, 96,                 |
| 336, 340, 343, 349, 354, 359, 271, 272, 281, 285, 287, 280     | 100, 102, 113, 114, 117, 135,                   |
| 371, 373, 381, 385, 387, 390,                                  | 136, 138, 140, 147, 149, 182,                   |
| 397, 402, 410, 417, 420, 422,                                  | 184-186, 190, 191, 199, 200,                    |
| 426, 451, 498, 517, 601                                        |                                                 |

| 202, 203, 220, 236, 243, 244, 250, 267, 272, 303, 309-311, 320, 339, 341, 342, 366, 367, 386, 391, 393, 416, 437, 439, 441, 442, 450, 455, 456, 467, 478, 479, 481, 482, 499, 506-510, 519, 540, 549, 554, 557, 560, 604, 622, 624, 627, 628 Ni'am, 277 an-Nis±', 31, 138, 162, 208, 227, 271, 273, 318, 370, 377, 408, 409, 460, 474, 477, 557 nitrogen, 63, 81, 139 normal flora, 345 November, 264 nu⁻fah, 285, 611 Nu'm±n bin Basy³r, 102 Nufµran, 483 Nuh, 55, 130, 132, 161, 203, 261, 434, 435, 452, 529, 602 | Patrip Suverianus, 441 Peleg, 161 penyebab pertama, 461 Perjanjian Lama, 10, 161, 164, 168, 169 Persia, 21, 78, 211, 437, 438, 440 Petra, 262, 263 Petrus, 578, 579 Piagam Medinah, 441 pidana, 451, 618 polinukleotida, 236 pollen, 230 prehestorik, 347 protein, 236, 611 Ptolemaeus, 264 puasa, 526, 617 Putik, 223 putik bunga, 65, 230 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nukleotida, 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nuklir, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Q±if±, 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nukr, 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q±f, 138, 253, 261, 293, 496<br>Q±fiyah, 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Q±ni <sup>-</sup> in, 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Q±nit±n, 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obeid, 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | al-Q±riʻah, 96, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| oksidasi, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | al-Qa¡a¡, 47, 126, 159, 175, 215,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| oksigen, 63, 89, 139, 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 320, 399, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oman, 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | qa«i, 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ozon, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | al-Qa«i, 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qada', 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | al-Qadar, 117<br>al-Qamar, 74, 181, 183, 190, 203,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Padang Mahsyar, 137, 140, 141,<br>182, 187, 191, 420, 425, 529,<br>620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280, 322, 354<br>qamariah, 446, 447, 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Palestina, 10, 163, 164, 167, 173, 174, 176, 252, 437, 438, 440,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | qarinah, 181<br>Qarun, 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 441, 554, 586, 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | al-Q±simi, 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Palmyra, 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Qatadah, 95, 135, 181, 188, 324, 332, 480, 635                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nonce indexe E1 77 400 E17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| panca indera, 51, 77, 482, 517,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | qi <sub>j</sub> a <sub>j</sub> , 475, 476, 644                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 590<br>Pasar Taif, 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>qi<sub>i</sub>a<sub>i</sub></i> , 475, 476, 644<br>qira'at, 213                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Qitmir, 595 *ar-ru'ya*, 431, 507 al-Qiy±mah, 3, 70 S Qu¡ai bin Kilab, 110 al-Qur<sup>-</sup>ub<sup>3</sup>, 608 iali±l, 235 Qur<sup>-</sup>us, 608, 609, 611, 612, 613, a<sub>i</sub>-¡idd³q³n, 42 614, 616 ¢±d, 187, 217, 236, 241, 261, 302, Quraisy, 46, 47, 49, 53, 55, 108, 327, 413, 510 203, 212, 213, 261, 280-282, a<sub>i</sub>-¢±ff±t, 69, 168, 221, 235, 249, 302, 319, 325, 354, 383, 389, 259, 299, 316, 332, 338, 468, 394, 395, 397, 400, 412, 413, 484, 504, 507 415, 420, 431, 468, 471, 500, ¢arrafn±, 538 505-507, 520-523, 534, 540, ¢inw±n, 61 543, 568, 570, 576, 582, 585, ¢uhaib, 602 596, 616, 630, 631, 633 ¤amµd, 55, 130, 132, 186, 195, 253, 261-264, 266, 268, 503, R 505, 506, 523, 633 ar-R±z<sup>3</sup>, 537, 540, 553 s±`ibah, 316, 406  $R\mu$ ¥, 534, 537 Sµ'u ad-D±r, 100 Rµ¥ al-Am³n, 535 Sa'¡a'ah, 430 Rµ¥ al-qudus, 534 Sa'<sup>3</sup>d bin 'A<sub>i</sub>, 212 Sa'3d bin Maniur, 539, 553 ar-Rµm, 289, 293, 351 ar-Ra'd, 58, 59, 61, 62, 68, 69, 73, Sa'ad, 213, 562 79, 85, 88, 94, 100, 103, 108, Sa'id bin Jubair, 181, 521 113, 118, 121-123, 222, 321, sabʻul-ma£±ni, 270, 271, 272, 331, 601 275, 276 ar-Ra¥m±n, 236, 555, 561, 564, Saba', 35, 241, 398, 399 625 as-Sajdah, 69, 184, 185, 368 Rabi'ah, 213 *sakhkhara*, 156, 159 ar-Rag³b al-A¡fa¥±ni, 292 Salamah bin Hisyam, 394 Ragad±n, 397 Saleh, 53, 71, 195, 253, 261, 263, ar-raj±', 71, 72, 197 266, 268, 505, 506 Rajab, 429 Salm±n al-Faris³, 435, 602 Ramadan, 440, 446, 526, 557 sam±', 63 ar-Rag<sup>3</sup>m, 575 Sanharib, 438 Rehu, 161 Sar<sub>±</sub>b<sup>3</sup>I, 359 rendah hati, 105, 326, 410, 461, Sarah, 163, 164, 165, 166, 168, 173, 174, 176, 177, 250, 252 462, 481, 638 respirasi, 139 Sarjon, 264 riddah, 392 Saturnus, 139 Romawi, 78. 262, 379, 389, 437, Sejarah Hidup Muhammad, 166 440, 441, 442, 586 sel sperma, 359 Ruf±tan, 547 sel telur, 359 Rumah Suci, 167 Selah, 161

Sem, 161

Runas, 578

| Semit, 263 serbuk sari, 65, 230 Serug, 161 shiitake, 81 Sidratul-Muntaha, 429 siklus biosfer, 156 Sinai, 263, 635, 637 Siq±yah, 21 sistem imunitas, 345 Sodom, 253, 254, 256, 258, 260, 265, 268, 633 solar calendar, 159 solar energy, 159 solar year, 446 Spanyol, 214 Spaisor, 140                                                                                                                                                                                                                                                                          | syajarah khab³fah, 145<br>Syakal bin Humaid, 481<br>Syam, 39, 40, 110, 166, 195, 255, 259, 262, 266, 389, 398, 441<br>Syams, 3, 336<br>syamsiah, 446, 597<br>Syara¥ Muslim, 405<br>Syarif Hidayat, 81<br>Syi'ah, 215<br>syiddah, 54, 214<br>Syiya', 215<br>asy- Syu'ar±', 98, 152, 190, 261, 264, 413, 535, 544, 602<br>Syuaib, 195, 253, 260, 261, 263, 265, 268, 544, 633                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Speiser, 169<br>spherical, 63<br>stamen, 230<br>Stratosfer, 63, 487<br>sub¥±na, 428, 431<br>Sub¥±nall±h, 559<br>Subuh, 76, 434, 524, 525, 526, 527<br>Sudan, 635<br>Suddi, 332<br>Sulaiman, 110, 438, 441<br>sumber daya alam, 226, 573<br>sumber daya manusia, 226, 610<br>sunatullah, 55, 57, 64, 115, 207, 216, 218, 226, 257, 319, 487, 488, 587, 617<br>Sungai Furat, 161<br>Sungai Nil, 635<br>Surga, 114, 600, 604<br>Suria/Syria, 162, 195, 211, 212, 255, 260, 262, 389, 441<br>as-Suyuti, 585<br>asy-Syµr±, 281, 383, 420, 495, 535<br>syafa'at, 281 | T  * ±h±, 75, 156, 272, 422, 619  ā-°±riq, 208, 308  * n, 235  * µr, 203, 222, 322  * abr±n³, 109, 200, 201, 258, 392, 403, 496, 539, 553, 603  * abr±n³, 151  * al±q, 36, 504  * ayyib³n, 311  Ā-°±gµt, 318  al-talq³¥ al-¡in±'i, 230  Tat-³n, 517  Tāma'innu, 103  at-ta'l³m ar-rabb±n³, 640  Tafr³b, 34  Tab³d, 607  tabattul, 115  tabsy³r, 631, 633  Tadmur, 263  tahajjad, 525  tahajud, 524, 525, 527, 529, 530, 533  at-Takw³r, 3, 339 |
| Syaibah bin Rabi'ah, 171, 287,<br>543, 570<br>syajarah ¯ayyibah, 143<br>asy-Syajarah al-Mal'µnah, 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tamim, 213, 247, 467<br>Tamlikha, 578, 579, 592, 593,<br>595<br>tanah liat, 171, 234, 235, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| tanah murni, 235 tanda baca, 213, 214 Tangier, 635 Tanteus, 579 Taqfu, 479 Tarkanu, 520 Tasra¥µn, 283 Tasta'jilµh, 279 tata surya, 139 at-Taubah, 3, 55, 164, 179, 271, 325, 373, 445, 569, 586 taubat na¡µ¥a, 36 Taurat, 46, 56, 120, 273, 389, 408, 426, 433-435, 437, 438, 440-443, 537, 540, 561, 576, 636 Ta'w³l, 44 tawaf, 521 Telaga Zamzam, 175 teleskop, 75 Teluk 'Aqabah, 263, 635 Terah, 161, 252 Thamudaei, 264 Thamudenes, 264 thunder-clouds, 80 Tiby±n±, 365 at-Tirmi®³, 77, 82, 98, 101, 102, 104, 105, 232, 304, 474, 501, 504, 528-530, 534, 549, 553, 560, 562 topan, 315, 434, 435, 513-516, 553 Tripoli, 211 Tropopause, 63 Troposfer, 63, 487 Tufannidµn, 39 Tur, 109 tur±b, 235 Turki, 575 Tusy±qquna, 307 | 'Uqba ad-D±r, 94 'Utbah bin Rabi'ah, 570 'Uyainah bin Hi¡n al-Fazary, 601 'Uzair, 501, 502, 563 ¸¹³ Ba's, 437 U⁻bah, 543 U£m±n bin 'Aff±n, 210, 211, 212, 213 Ubai bin Ka'ab, 128, 210, 635, 636, 638 Ubar, 264 Uhud, 277, 419 Ulul-Albab, 99 Ulyas, 578 Um±mah, 99 Umar bin al-Kha⁻±b, 150, 211, 247, 558 Umayyah, 109, 214, 247, 379, 531, 581 Umayyah bin Khalaf, 521, 570 ummah, 411 Ummu Hani', 431 ummul kit±b, 118 umrah, 175 Upsus, 575 Uqbah bin Abi Mu'ai⁻, 576 Ur, 161, 252 uzlah, 585, 586 Uzz±, 583  V  vektor, 230 Venus, 139, 356  W  w±¡ib, 332 al-W±id al-Qahh±r, 85 W±zirah, 448 wa¡³lah, 316, 406 wa'dul-ban±t, 568 al-W±id³, 498 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | al-W±¥id³, 498<br>Wahyu, 135, 281, 282, 346, 502, 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <i>w±jibu- wujµd</i> , 487<br>Wak³l±n, 433 | Yordania, 253, 254, 262<br>Yubʻa£µn, 292 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| wakalah, 565, 592                          | Yunani, 262                              |
| al-Walid bin Mugirah, 274, 373,            | Yusuf, Surah 3, 4, 7, 10, 13, 15,        |
| 450, 506                                   | . 18, 21, 24, 28, 31, 34, 35, 39,        |
| Walyatala⁻⁻af, 590                         | 41, 43, 44, 46, 48, 51, 54, 57,          |
| Waqran, 629                                | 59, 61                                   |
| al-W±qi'ah, 69, 157, 231, 246,             | Yusuf, 3-47, 56, 57, 165, 168,           |
| 619                                        | 244, 263, 400, 637-639                   |
| Was <sup>3</sup> lah, 498                  | Yusya' bin Nun bin Afratim bin,          |
| wazir, 448                                 |                                          |
| witir, 525                                 | 7                                        |

## Υ

Y±s<sup>3</sup>n, 70, 157, 158, 285, 286, 350, 494, 495 Yµnus, 62, 64, 92, 220, 279, 290, 328, 444, 445, 496, 532, 545 Ya<sup>-</sup>bunus, 595 Yaʻqµbiyah, 594 Ya'rub bin Qai±n, 262 yadussu, 336 Yahu<sup>©</sup>a, 438, 608, 611-613 Yahuda, 28, 29, 30, 40 Yahudi, 46, 114, 116, 117, 161, 162, 164, 168, 170, 273, 274, 327, 328, 407-409, 411-413, 415, 416, 418, 426, 437, 438, 440-442, 534, 535, 537, 540, 553, 561, 563, 566, 569, 573, 575, 576, 596, 607, 608 Yahya bin Ya'mar, 214 Ya'juj, 565 Yakub, 8, 10, 12-19, 21-23, 25, 27-29, 31-35, 38-42, 45, 57, 161, 166, 408 Yaman, 166, 170, 398 Yanbµ'an, 543 Yatabawwa'u, 7 Yataw±r±, 335 yaumul-¥asyr, 292 yaumul-ba'f, 292 Yerusalem, 168, 438, 440, 441, 586

©arrah, 74 a<sup>©</sup>-a ±riy±t, 63, 203, 537 A<sup>©</sup>-aikr, 326, 327, 371 <sup>a</sup>ulmajaz, 398 az-Zawajir, 594 Zabur, 56, 497, 501 Zaid bin ¤±bit, 210-212 Zajjaj, 188, 200, 477 Zakaria, 251, 437 zakat fitrah, 153 zakat harta, 153 zakat, 153, 403, 414, 467, 526, 617 az-Zalzalah, 366, 604 zaqqµm, 506 zina muhsan, 644 zina, 378, 471, 472, 473, 478, 479, 481, 482 zooplankton, 229 Zubair, 58 zubur, 329 Zuhur, 434, 525 az-Zukhruf, 206, 303, 319, 327, 337, 457, 467, 500, 569 Zulhijah, 398, 446 Zulkaidah, 398 Zulkarnain, 565, 566 az-Zumar, 36, 149, 228, 232, 303, 583

## بسم الله الزحم الزحيم **تنسدا تصحيح**

NO: P.VI/1/T1..02.1/355/2010 Kode: AAB-HI/U/0.5/V/2010

جنه فتصحيحن مصحف القرأن كمنتــريان اكام ريفوبليك اندونيسيا تله منتصحيح القرأن دان تفسيرن جلد ٣ (جزء ٧ ، ٨، دان ٩) يغ دتربتكن اوله :

فنربيت : ف ت. لينــــترا ابادي، جاكرتا

اکورن : ۱۹،۵ x ۲٤،۵ سم

جاكرتا ، هادى الاخو ١٤٣١ هـ ١٩ ميــئ ٢٠١٠ م

تيم فلاكسنا في صحيحن مصحف القران

سچرداریس کتور حاج احسن سخاء محمد كتوا

محدرسا *سب کا* محاجب محمد صاحب